

للحَافظ أَحْدَبرُ عَلَيْ بِن حَجَر إلْعَسُقلاني (٧٧٣ ـ ١٥٨٥)

وكالمرتعلقات مهيكة للعَلَّامَة إثنيخ عِجْبِولِتُرْجِمِن بِنَ الْضِرْلِبِرَاكِ

اعتنى به لِنُوُفِّتَ يَسِهُ نَظْرِ مُحَدِّلُ لِلْفَارِيِّ فِي

طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة:

- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ١٣٠٠٠ موضع).
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤ مرجعًا).
  - ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه.
    - بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر.
    - الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق.

مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث والإحالة بالهامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية

الجلد الأول

الأحاديث: ١ - ٣٣٣

الكتب: بدء الوحي - الإيمان - العلم - الوضوء - الفسل - الحيض

تكارُط تحييها

# فغرس أسماء كتب صحيح البخاري

# على ترتيب حروف العجم

| الجزء      | الكتاب ورقمه       | الجزء                    | الكتاب ورقمه                     | الجزء               | الكتاب ورقمه                    |
|------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| والصفحة    | المعاب ورهبه       | والصفحة                  | ٠ وريسه                          | والصفحة             |                                 |
| (111/1)    | ه الفسل            | ( <b>Y</b> A/ <b>Y</b> ) | ٥٦- الجهاد والسير                | (40/4)              | ٣٧. الإجارة ﴿ رُ                |
| (\$44/14)  | ٩٢- الفتن          | (٣٨٣/٤)                  | ٢٥. الحج                         | (3+4/13)            | ٩٣. الأحكام                     |
| (£14/10)   | ٥٨. الفرانض        | (0 + 1/10)               | ۸۶. الحدود                       | (44/14)             | ٩٥. أخبار الأحاد                |
| (WET/V)    | ٥٧. فرض الخبس      | (11•/4)                  | ٤١. الحرث والزارعة               | (\$91/14)           | ۷۸۔ الأدب                       |
| (414/4)    | ٦٢. فضائل الصحابة  | (34/3)                   | ٣٨ـ الحوالة                      | (444/4)             | ١٠. الأذان                      |
| (104/11)   | ٦٦. فضائل القرآن   | (577/3).                 | ٦. الحيض                         | (144/17)            | ٨٨. استتابة المرتدين            |
| (140/0)    | ٢٩. فضائل المدينة  | (۲۳۷/۱٦)                 | ٩٠. الحِيَل                      | ( <b>4 £ £ /4</b> ) | 10. الاستسقاء                   |
| (4.4/4)    | ٢٠. فضل الصلاة     | (٢١٩/٦)                  | <ul> <li>٤٤- الخصومات</li> </ul> | (144/1)             | 23. الاستقراض                   |
| (140/10)   | ٨٢. القدر          | (Y£1/T)                  | ١٢. الحوف                        | (144/14)            | ٧٩. الاستئذان                   |
| (444/4)    | 17. الكسوف         | (140/14)                 | ٨٠ الدعوات                       | (0AV/11)            | ٧٤. الأشربة                     |
| (444/10)   | ٨٤. كفارات الأيمان | (0/17)                   | ۸۷۔ البیات                       | (011/17)            | ٧٣. الأضاحي                     |
| (V1/T)     | ٣٩. الكفالة        | (£17/17)                 | ٧٢. النبائح والصيد               | (441/14)            | ٧٠- الأطعمة<br>                 |
| (484/14)   | ٧٧. اللباس         | (£9+/1£)                 | ٨١. الرقاق                       | (177/17)            | 97. الاعتصام<br>سسريد محرد      |
| (441/1)    | 0 ٤ ـ اللقطة       | (240/1)                  | ٤٨. الرمن                        | (£V0/0)             | ٣٣. الاعتكاف                    |
| (\$01/0)   | ٣٢. ليلة القدر     | (Y•1/£)                  | ۲۴. الزكاة                       | (*11/17)            | ۸۹. الإكراء<br>تا ١٠٤٠          |
| (£9/0)     | ۲۷. الحصر          | (\$44/4)                 | ١٧. سجود القرآن                  | ( <b>٦٠٢/V</b> )    | ۲۰ الأنبياء<br>۱۳۰۱ - ۱۲۰       |
| (0/14)     | ٧٥. المرضى         | (0/٦)                    | ٣٥. السّلم                       | (44/1)              | ۲. الإيمان                      |
| (104/1)    | ٢٤- المساقاة       | (744/7)                  | ۲۲ـ السهو                        | (719/10)            | ۸۳- الأيمان والنذور             |
| (104/1)    | 27 1 المطالم       | (٣٠٨/٦)                  | 24. الشركة                       | (£AY/V)             | ٥٩. بدء الخلق                   |
| (0/9)      | ٦٤- المفازي        | (091/7)                  | ٥٤ الشروط                        | ( <b>YY/1</b> )     | ١. بدء الوحي<br>٢٠٠١ - ١٠       |
| (44 \$/7)  | ٥٠. المكاتب        | (14/4)                   | ٣٦- الشفعة                       | (£99/0)             | 37°- البيوع                     |
| (1£1/A)    | ٦٦. المناقب        | (£9£/7)                  | ٥٢ الشهادات                      | (117/0)             | ٣١. التراويح                    |
| (£AY/A)    | ٦٣. مناقب الأنصار  | (£9/Y)                   | ٨. الصلاة                        | (777/17)            | ٩١. التعبير<br>٦٥. تقسير القرآن |
| (۲۷۳/۲)    | ٩. مواقيت الصلاة   | (041/1)                  | 07. الصلح                        | (114/4)             | ١٨. تقصير الصلاة                |
| (44/14)    | ٦٩. النقات         | (4.4/0)                  | ٣٠. الصوم                        | (200/4)             |                                 |
| (٣١٣/١١)   | ٦٧. النكاح         | (00/17)                  | ٧٦- الطب                         | (٧٥/١٧)             | ٩٤ التمني<br>١٩٤ التات          |
| (\$10/7)   | ٥١. الهبة          | (0/14)                   | ٦٨ـ الطلاق                       | (0.4/4)             | ۱۹. التهجّد<br>۹۷. التوحيد      |
| (٣٢٠/٣)    | ١٤. الوتر          | (440/1)                  | وعد العتق                        | . (YA\$/AV)         | ۷- التيمم                       |
| (1717)     | ٥٥. الوصايا        | (٣٩٨/١٢)                 | ٧١ العقيقة                       | (0/Y)               | ۲۰ السيم ۲۸ جزاء الصيد          |
| (£ • 17/1) | ٤- الوضوء          | (1/107)                  | ٣. العلم                         | (VV/0)              | ٨٥. الجزية والموادعة            |
| (٨٦/٦)     | ٠٤٠ الوكالة        | (0/0)                    | ۲۹ـ العمرة<br>معاد العادة        | (£٣٩/V)             | ١١. الجمعة                      |
|            |                    | (714/4)                  | ٢١- العمل في الصلاة              | (119/٣)             | ۲۳. الجنائز                     |
|            |                    | (704/7)                  | ١٣- العينين                      | (740/4)             | ۱۰۰۱،۱۰                         |



جَمِيْعِ الْحُقوق مِحْ فُوطَة الطّبَعَنَّة الأُوكِ ١٤٢٦هـ \_ ٢٠٠٥م

🗘 دار طيبة للنشر والتوزيع

الريساض - السبويدي ش السبويدي الأقام - غسرب النفق ص. ب ٢١١٢ الرمسز البريدي ١١٤٧٢ هـاتف ٢٥٥٣٧٦ هـاكس ٢٥٨٣٧

# स्वाधिक र

الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدًا، وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا، فردًا صمدًا، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، ما أكرمه عبدًا وسيدًا، وأعظمه أصلاً ومحتدًا، وأطهره مضجعًا ومولدًا، وأبهره صدرًا وموردًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى، وليوث العدا، صلاة وسلامًا دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدًا.

#### أما بعد:

فقد آن الشروع فيما قصدتُ له من شرح الجامع الصحيح، على ما وعدتُ به في أول المقدمة، وكنتُ عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدًا، فسلكت الآن فيه طريقًا وسطى أرجو نفعها، كافلة بما اطلعت عليه من ذلك، إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وربما أعدتُ شيئًا مما تقدم في المقدمة لمعنى يقتضيه، إما لبعد العهد به أو لغير ذلك، ولكن اعتمادي غالبًا على الحوالة عليها، وسميته: فتح الباري بشرح البخاري، وقد رأيت أن أبدأ الشرح بأسانيدي إلى الأصل بالسماع أو بالإجازة، وأن أسوقها على نمط مخترع، فإني سمعت بعض الفضلاء يقول: الأسانيد أنساب الكتب، فأحببتُ أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب، فأقول وبالله التوفيق:

### اتصلت لنا رواية البخاري عنه من طريق:

1 أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري<sup>(١)</sup>، وكانت وفاته في سنة عشرين وثلاثمائة، وكان سماعه للصحيح مرتين:

مرة بفربر سنة ثمان وأربعين .

ومرة ببخاري سنة اثنتين وخمسين ومائتين (٢).

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: وفيات الأعيان (٤/ ٢٩٠)، سير أعلام النبلاء (١٥/ ١٠)، العبر (٢/ ١٨٣)، الوافي بالوفيات (٥/ ٢٤٥)، شذرات الذهب (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) اتفقت المصادر على هذا القول اعتمادًا على ما قاله الكلاباذي في «الهداية والإرشاد» (١/ ٢٤).

#### ومن طريق:

٢- إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي<sup>(۱)</sup>، وكان من الحفاظ، وله تصانيف، وكانت وفاته سنة أربع وتسعين ومائتين<sup>(۲)</sup>، وكان فاته من الجامع أوراق رواها بالإجازة، عن البخاري، نبه على ذلك أبو على الجياني في «تقييد المهمل»<sup>(۳)</sup>.

#### ومن طريق:

٣- حماد بن شاكر النَّسوي (٤)، وأظنه مات في حدود التسعين (٥)، وله فيه فوت أيضًا.

#### ومن رواية:

٤- أبي طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة (٢٠) ـ بقاف ونون بوزن يسيرة ـ البزُدَوي (٧٠) ـ بفتح الموحدة وسكون الزاي ـ ، وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، وهو آخر من

- (۱) ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۱۳/۹۳)، تذكرة الحفاظ (۲/ ٦٨٦)، العبر (۲/ ١٠٠)، شذرات الذهب (۲/ ٢١٨).
- (٢) نقل الذهبي في السير عن الخليلي أنه توفي سنة (٢٩٥هـ)، وفي الإرشاد (٣/ ٩٦٨): ومات قبل الثلاثمائة.
- (٣) (١/ ٢٦) قال: «وروينا عن أبي الفضل صالح بن محمد بن شاذان الأصبهاني ، عن إبر اهيم بن معقل: أن البخاري أجاز له آخر الديوان من أول كتاب الأحكام إلى آخر ما رواه النسفي من الجامع ؛ لأن في رواية إبر اهيم النسفي نقصان أوراق من آخر الديوان عن رواية الفربري ، قد علّمتُ على الموضع في كتابي ، وذلك في باب قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُون كَ أَن يُبُرِّدُوا كُلَمَ اللَّهِ ﴾ . روى النسفي من هذا الباب تسعة أحاديث ، آخرها بعض حديث عائشة في الإفك ، ذكر منه البخاري كلمات استشهد بها ، وهو التاسع من أحاديث الباب ، خرّجه عن النميري ، عن يونس ، عن الزهري بإسناده عن شيوخه ، عن عائشة . وروى الفربري زائدًا عليه من أول حديث قتيبة ، عن مغيرة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة ، فلا تكتبوها » إلى آخر ما رواه الفربري ، عن البخاري من الديوان ، وهو تسع أوراق من كتابي » .
- (٤) ترجمته في: الإكمال (٤/ ٣٩٤)، التقييد لابن نقطة (ص: ٢٥٧، رقم ٣١٦)، سير أعلام النبلاء (١٥/ ٥)، الوافي بالوفيات (١٥٢/ ١٥١)، النجوم الزاهرة (٣/ ٢٠٩).
- (٥) قال ابن ماكولا في الإكمال (٤/ ٣٩٥): «توفي سنة إحدى عشرة وثلاثماثة» واعتمد ذلك الذهبي في السير، وفي التاريخ ولم ينقل خلافًا، ولا قولاً آخر في تاريخ وفاته غير قول ابن ماكولا.
  - (٦) في «المشتبه» (١/ ٦٥) «وقيل: مزينة».
  - (٧) ترجمته في: الإكمال (٧/ ٢٤٣)، سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٧٩)، المشتبه (١/ ٣٣).

المقدمـة

حدّث عن البخاري في صحيحه (١) كما جزم به ابن ماكو لا(٢) وغيره.

### وقد عاش بعده ممن سمع من البخاري:

٥ - القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي (٣) ببغداد، ولكن لم يكن عنده الجامع الصحيح، وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قدمة قدمها البخاري، وقد غلط من روى الصحيح من طريق المحاملي المذكور غلطًا فاحشًا (٤).

- (۲) الإكمال (٧/ ٢٤٣)، وزاد: «وكان ثقة».
- (٣) ترجمته في: السير (٢٥٨/١٥)، العبر (٢/٢٢)، تذكرة الحفاظ (٣/٨٢٤)، الوافي بالوفيات
   (٣٤١/١٢)، شذرات الذهب (٢/ ٣٢٦).
- (٤) ثبت سماع المحاملي للصحيح عن البخاري، ذكره كثيرون، ومنهم الكرماني حيث أورد هذه الرواية في سماعاته، وقال في مقدمة شرحه (١/ ١٠): «هذا، والشيخ رضي الدين إمام المقام طريقة غير طريقة الفربري، وهي من النفائس، وبها يكمل لنا من البخاري في كل مرتبة راويان، وهو مهتم به معتنى عليه عن أهل هذا الشأن، قال:

أخبرنا الشيخ ركن الدين عبد الرحمن الكاتب، عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن سلفه بكسر المهملة، وفتح اللام وبالفاء، وهو أعجمي ومعناه بالعربي: ثلاث شفاه؛ لأن شفته كانت مشقوقة، وأصله كان بالموحدة، فأبدلت بالفاء الأصفهاني، ولد سنة ثنتين وسبعين وأربعمائة، ومات سنة ست وسبعين وخمسمائة فجأة بالإسكندرية، قال: أخبرني أبو الخطاب بالمعجمة، وشدة المهملة في سنة بمكون المهملة ابن أحمد بن البطر بفتح الموحدة وكسر المهملة القارئ من القراءة سماعًا، ولد في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، ومات سنة أربع وتسعين وأربعمائة، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن يحيى بن زكريا المؤدب، ويعرف بابن البيع بفتح الموحدة، وكسر التحتانية الشديدة ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، ومات سنة ثمان وأربعمائة، قال: أخبرنا القاضي الفقيه أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي بالمعجمة المحاملي، كان أحد أجداده يتبع المحمل الذي يركب عليه، وهو آخر من روى عن البخاري ببغداد، وقال بعضهم: سماعه منه إنما هو بعض صحيح لا لكله، ولد سنة خمس وثلاثين ومائتين، ومات سنة ثلاثين وثلاثمائة».

قلتُ: ولديّ صورة من رواية المحاملي لصحيح البخاري فيه إثبات هذا السند الذي ساقه الكرماني في مقدمة كتابه، واختلاف العلماء مبني على عدم وصولهم رواية المحاملي، ووجود سنده على المخطوطة كافٍ لإثبات روايته لصحيح البخاري، يسر الله لي إتمامه بتوفيقه ومنه وكرمه.

<sup>(</sup>۱) نقل الذهبي في السير (۱/ ۲۷۹) عن الحافظ المستغفري أنه قال: "يضعّفون روايته من جهة صغره حين سمع، ويقولون: وُجِد سماعه بخط جعفر بن محمد مولى أمير المؤمنين دهقان "توبن" فقرؤوا كل الكتاب من أصل حماد بن شاكر".

# فأمارواية الفربري فاتصلت إلينا عنه من طريق:

١-الحافظ أبي علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن .

٢- والحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملى.

٣-وأبي نصر أحمد بن محمد بن أحمد الأحسيكثي.

٤-والفقيه أبي زيد محمد بن أحمد المروزي.

٥ ـ وأبي علي محمد بن عمر بن شبويه .

٦-وأبي أحمد محمد بن محمد الجرجاني.

٧ ـ وأبي محمد عبدالله بن أحمد السرخسي .

٨ وأبي الهيثم محمد بن مكي الكشميهني .

9- وأبي علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكُشاني، وهو آخر من حدّث بالصحيح، عن الفربري(١).

١-فأما رواية ابن السكن (٢)، فرواها عنه:

١-عبدالله بن محمد بن أسد الجُهني (٣) .

١ ـ أبو حامد أحمد بن عبدالله بن نعيم النعيمي (ت ٣٨٦هـ).

٢ ـ محمد بن خلد بن الحسن الفربري .

٣-أحمد بن عبدالله بن محمد بن يوسف حفيد الفريري..

٤-أبو بكر حمد بن حمين ناقب البخاري (ت ٣٨١هـ).

٥-أبو بكر محمد بن أحمد بن مت الأشتيخني (ت٣٨٨هـ).

٦-أبو نعمان يحيى بن عمار الخثلاني .

٧-أبو الحسن على بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني (ت٣٦٦هـ).

(٢) هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن، أبو علي المصري، البزاز، أصله بغدادي، سمع بخراسان «صحيح البخاري» من محمد بن يوسف الفربري، فكان أول من جلب الصحيح إلى مصر، توفي سنة (٣٥٣هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١١٧/١٦)، تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٣٧)، العبر (٢/ ٢٩٧)، النجوم الزاهرة (٣/ ٣٣٨)، شذرات الذهب (٣/ ١٢).

(٣) هو عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد أبو محمد الجهني، الطليطلي، المالكي البزاز، توفي سنة
 (٩٩٥هـ).

<sup>(</sup>١) ومن روى عن الفربري أيضًا ممن لم يذكرهم الحافظ ابن حجر هنا:

# ٢\_وأما رواية المستملي (١) فرواها عنه:

١\_الحافظ أبو ذر عبدبن أحمد الهروي (٢).

٢- وعبد الرحمن بن عبد الله الهمد أني (٣).

# ٣\_وأمارواية الأخسيكثي (٤) فرواهاعنه:

١-إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفار الزاهد (٥).

٤\_وأما رواية ابي زيد<sup>(٦)</sup> فرواها عنه :

= ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٨٣/١٧)، تاريخ علماء الأندلس (ص: ٢٤٨)، جذوة المقتبس (ص: ٢٥١)، بغية الملتمس (ص: ٣٣١).

(۱) هو إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود، أبو إسحاق البلخي، المستملي، راوي «الصحيح» عن الفربري، توفي سنة (٣٧٦هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٩٢)، العبر (٣/ ١)، النجوم الزاهرة (٤/ ١٥٠)، شذرات الذهب (٣/ ٨٦).

(٢) هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن غفير بن محمد، أبو ذر الهروي، المعروف ببلده بابن السماك، الأنصاري، الخراساني، المالكي، صاحب التصانيف، وراوي «الصحيح» عن الثلاثة: المستملي، والحموي، والكشميهني، توفي سنة (٤٣٤هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٥٤)، العبر (٣/ ١٨٠)، تذكرة الحفاظ (٣/ ١١٠٣)، العبر (٣/ ١٨٠)، النجوم الزاهرة (٥/ ٣٦)، شذرات الذهب (٣/ ٢٥٤).

(٣) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن حالد بن مسافر ، أبو القاسم الهمداني ، المغربي ، الوهراني ، ثم البجاني ، سمع عن إبر اهيم بن أحمد المستملي ببلخ ، توفي سنة (١١ ٤هـ) .

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٣٣٢)، جلوة المقتبس (ص: ٢٧٥)، الصلة (٣١٧/١)، بغية الملتمس (ص: ٣٦٧).

(٤) لم أقف على ترجمته .

تنبيه: في المطبوع «الأخسيكتي» بالتاء، وهو خطأ، والصواب «الأخسيكثي» بالثاء المثلثة، وهو بفتح الألف، وسكون البغاء المعجمة، وكسر السين المهملة، وسكون الباء المنقوطة باثنتين من تحتها، وفتح الكاف، وفي آخرها الثاء المثلثة، هذه النسبة إلى أخسيكث، وهي من بلاد فرغانة، وكان من أنزه بلادها وأحسنها.

(٥) لم أقف على ترجمته.

(٦) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو زيد المروزي، راوي «صحيح البخاري» عن الفربري، وأكثر الترحال، وروى «الصحيح» في أماكن، توفي سنة (٣٧١هـ).

١-الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (١).

٢-والحافظ أبو محمد عبدالله بن إبراهيم الأصيلي (٢).

٣-والإمام أبو الحسن علي بن محمد القابسي (٣).

٥-وأما رواية أبي على الشبوي (١)، فرواها عنه:

١-سعيدبن أحمدبن محمد الصيرفي العيار (٥).

٢- وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداني (٦) أيضًا.

- = ترجمته في: وفيات الأعيان (٤/ ٢٠٨)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣١٣)، العبر (٢/ ٣٦٠)، شذرات الذهب(٣/ ٧٦).
- (۱) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهر ان أبو نعيم المهراني، الأصبهاني، توفي سنة (۲) . (۶۳۰هـ).
- ترجمته في: وفيات الأعيان (١/ ٩١)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ٤٥٣)، العبر (٣/ ١٧٠)، تذكرة الحفاظ (٣/ ٢٤٠)، النجوم الزاهرة (٥/ ٣٠)، شذرات الذهب (٣/ ٢٤٥).
- (۲) هو عبدالله بن إبراهيم بن محمد، أبو محمد الأصيلي، توفي سنة (۳۹۲هـ).
   ترجمته في: العبر (۳/ ٥٢)، سير أعلام النبلاء (۱۱/ ٥٦٠)، تذكرة الحفاظ (۳/ ١٠٢٤)، شذرات الذهب (۳/ ١٤٠).
- (٣) هو علي بن محمد بن خلف، أبو الحسن المعافري، القروي، القابسي، وهو من أصح العلماء كتبًا، كتب له ثقات أصحابه، وضبط له بمكة «صحيح البخاري» وحرره وأتقنه رفيقه الإمام أبو محمد الأصيلي، توفي سنة (٤٠٣هـ).
- ترجمته في: وفيات الأعيان (٣/ ٣٢٠)، العبر (٣/ ٨٥)، النجوم الزاهرة (١١/ ٣٥١)، شذرات الذهب (٣/ ١٦٨).
- (٤) هو محمد بن عمر بن شبويه، أبو علي الشبوي، المروزي، سمع «الصحيح» في سنة ست عشرة وثلاثماثة، من أبي عبد الله الفربري، قال السمعاني: لما توفي الشبوي، سمع الناس «الصحيح» من الكشميهني.
- ترجمته في: الإكمال (٥/ ١٠٧)، الأنساب (٧/ ٢٨٥)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٢٣)، مشتبه النسبة (٢/ ٣٩٠).
- (٥) هو سعيد بن أبي سعيد أحمد بن محمد بن نعيم بن إشكاب النيسابوري، الصوفي، المعروف بالعيار، توفي سنة (٤٧٤هـ).
  - ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٨٦)، العبر (٣/ ٢٤١)، شذرات الذهب (٣/ ٢٠٤).
  - (٦) هو عبد الرحمن بن عبد الله، أبو القاسم الهمداني، توفي سنة (١١٤هـ)، تقدمت ترجمته.

٦ ـ وأما رواية أبي أحمد الجرجاني (١) فرواها عنه:

۱\_أبونعيم<sup>(۲)</sup>.

٢\_والقابسي<sup>(٣)</sup> أيضًا.

٧\_وأمارواية السرخسي(٤) فرواها عنه:

١- أبو ذر (٥) أيضًا.

٢\_وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي (٦).

 $\Lambda_{-}$ وأمارواية الكشميهني (V) فرواهاعنه:

- (٢) هو أحمد بن عبدالله أبو نعيم الأصبهاني، توفي سنة (٤٣٠هـ)، تقدمت ترجمته.
- (٣) هو علي بن محمد بن خلف، أبو الحسن القابسي، توفي سنة (٤٠٣هـ)، تقدمت ترجمته.
- (٤) هو عبد الله بن أحمد بن حمويه بن يوسف بن أعين، أبو محمد السرخسي، سمع في سنة ست عشرة وثلاثمائة «الصحيح» من أبي عبد الله الفربري، توفي سنة (٣٨١هـ).
- ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٤٩٣/١٦)، العبر (٩/١)، تذكرة الحفاظ (٩/١٠١٣)، الوافي بالوفيات (٩/ ٢١٦)، شذرات الذهب (٩/ ١٢٩).
  - (٥) هو عبدبن أحمد أبو ذر الهروي، توفي سنة (٤٣٤هـ)، تقدمت ترجمته.
- (٦) هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ الداوودي، أبو الحسن البوشنجي، قال عبد الغافر الفارسي: سمعت «الصحيح» من أبي سهل الحفصي، وأجازه لي الداوودي، وإجازة الداوودي أحب إليّ من السماع من الحفصي، توفي سنة (٦٧ هـ). ترجمته في: الأنساب (٥/ ٢٦٣)، العبر (٣/ ٢٦٤)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٢٢)، النجوم الزاهرة (٥/ ٩٩)، شذرات الذهب (٣٢٧٣).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٩١)، الأنساب (١٠/ ٤٣٧)، العبر (٣/ ٤٤)و شذرات الذهب (٣/ ١٣٧). (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن يوسف بن مكي، أبو أحمد الجرجاني، حدّث بـ "صحيح البخاري"، عن الفربري وغيرها، قال أبو نعيم: تكلموا فيه وضعفوه، وسمعت منه "البخاري"، قال ابن نقطة: كان عنده كتاب "الصحيح" عن البخاري، عن زرارة، عن الفربري عنه، توفي سنة (٤٤٣هـ). ترجمته في: تاريخ جرجان (ص: ٤٢٧)، والتقييد (١/٤٠١)، وتاريخ الإسلام (وفيات ٣٥١\_٣٨٠) ص: ٥٤٩).

۱\_أبو ذر<sup>(۱)</sup> أيضًا.

٢-وأبوسهل محمدبن أحمدالحفصي (٢).

٣-وكريمة بنت أحمد المروزية (٣).

٩ ـ وأمارواية الكُشاني (٤) فرواها عنه:

١- أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري (٥).

# (فصل)

# فأمارواية الجهني (٢)، عن ابن السكن (٧):

(١) هو عبدبن أحمد أبو ذر الهروي، توفي سنة (٤٣٤هـ)، تقدمت ترجمته.

(٢) هو محمد بن أحمد بن عبيد الله بن عمر بن سعيد بن حفص، أبو سهل الحفصي، المروزي روى «صحيح البخاري» عن أبي الهيثم الكشميهني، توفي سنة (٤٦٦هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٤٤)، العبر ( $\pi$ / ٦١)، تذكرة الحفاظ ( $\pi$ / ١١٦٠)، شذرات الذهب ( $\pi$ /  $\pi$ ).

(٣) هي كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم، أم الكرام، المروزية، المجاورة ببيت الحرام، سمعت من أبي الهيثم الكشميهني «صحيح البخاري»، وسمعت من زاهر بن أحمد السرخسية، وعبد الله بن يوسف بن بامويه الأصبهاني، توفيت سنة (٤٦٣ هـ).

ترجمتها في: الإكمال (٧/ ١٧١)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٣٣)، العبر (٣/ ٢٥٤)، العقد الثمين (٨/ ٣١٠)، شذرات الذهب (٣/ ٣١٤).

(٤) هو إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب، أبو علي الكُشاني، السمرقندي، آخر من روى «صحيح البخاري» عاليًا، سمعه من أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري في سنة عشرين وثلاثماثة، توفي سنة (٣٩٢هـ).

ترجمته في: الإكمال (٧/ ١٨٥)، العبر (٣/ ٥٢)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٨١)، شذرات الذهب (٣/ ١٣٩).

(٥) هو جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر بن الفتح بن إدريس، أبو العباس المستغفري، النسفي، توفي سنة (٤٣٢هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٦٤)، العبر (٣/ ١٧٧)، تذكرة الحفاظ (٣/ ١١٠٢)، شذرات الذهب (٣/ ٢٤٩).

(٦) هو عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الجهني، توفي سنة (٣٩٥هـ)، تقدمت ترجمته.

(٧) هو سعيدبن عثمان بن سعيدبن السكن ، توفي سنة (٣٥٣هـ) ، تقدمت ترجمته .

فأخبرنا بها أبو علي محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز (١) مشافهة ، عن يحيى بن محمد ابن سعد (٢) و آخرين ، عن جعفر بن علي الهمداني (٣) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الديباجي عن [أبي] عبد الله محمد بن محمد بن علي الباهلي (٥) ، قال : حدثنا الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الجيّاني في كتاب «تقييد المهمل (٢)» له قال :

أخبرني بصحيح البخاري القاضي أبو عمر أحمد بن محمد بن يحيى بن الحذاء (٧) بقراء تي عليه، وأبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر (٨) الحافظ إجازة، قالوا: حدثنا أبو محمد

ترجمته في: غاية النهاية (١٠٣/١).

(٤) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل العُثماني الأموي الديباجي، الإسكندري، توفي سنة (٥٧٢هـ).

ترجمته في: العبر (٤/ ٢١٤)، حسن المحاضرة (١/ ٣٧٥).

(٥) هو محمد بن محمد بن علي بن حكيم، أبو عبد الله الباهلي، القرقوي، الأندلسي، المري، حدث بد «تقييد المهمل» للجياني، توفي سنة (٥١٢هـ). ترجمته في: المقفى الكبير (٧/ ٧٥)، تاريخ الإسلام (وفيات ٥٠١-٥٢٠، ص: ٣٤٣).

.(1/1) (1)

(٧) هو أحمد بن محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب بن داود القرطبي، المعروف بابن الحذاء، مولى بني أمية، توفي سنة (٦٧ ٤هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٣٤٤)، الصلة (١/ ٢٢)، شذرات الذهب (٣/ ٣٢٦).

(٨) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، أبو عمر النمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، توفي
 سنة (٦٣ هـ).

ترجمته في: وفيات الأعيان (٧/ ٦٦)، سير أعلام النبلاء (١٥٣/١٨)، العبر (٣/ ٢٥٥)، تذكرة الحفاظ (٣/ ١١٨)، شذرات الذهب (٣/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن محمد بن سعد بن عبدالله الأنصاري، المقدسي، ثم الصالحي، توفي سنة (٢١هـ). ترجمته في: الدرر الكامنة (٤٢٦/٤).

 <sup>(</sup>٣) هو جعفر بن علي بن هبة الله، أبو الفضل الهمداني الإسكندراني، المقرئ، المحدث، توفي سنة
 (٣٦هـ).

الجُهني(١): وكان ثقة ضابطًا بسنده(٢).

# وأمارواية أبي ذرعن شيوخه الثلاثة:

فقرئ على أبي محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان المكي (٣) بها وأنا أسمع ، وأجاز لي ما فاتني منه ، قال: أنبأنا إمام المقام أبو أحمد إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبري (٤) ، أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي المكي (٥) ، سماعًا عليه بجميعه سوى من قوله: باب «وَإِلَى مَدِّينَ أَخَاهُم شُعَيْبًا الأعراف: ٨٥] إلى قوله: باب مبعث النبي على من قوله: باب مبعث النبي الله فإجازة أنبأنا أبو الحسن على بن حميد بن عمّار الطرابلسي (٢) ، أنبأنا أبو مكتوم عيسى بن الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي (٧) ، أنبأنا أبي (٨).

ترجمته في: الدرر الكامنة (١/ ٥٤).

(٥) هو عبد الرحمن ابن أبي حرمي فتوح بن بنين بن عبد الرحمن بن عبد الجبار المكي، الكاتب، النقاش، العطار، توفي سنة (٦٤٥هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٦٩/٢٣)، العقد الثمين (٥/ ٣٩٨).

(٦) هو علي بن حميد بن عمّار، الطرابلسي، ثم المكي، النحوي، المقرئ، راوي البخاري عن عيسى بن أبي ذر الهروي، توفي سنة (٥٧٥هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٧٠/ ٥٤١)، العقد الثمين (٦/ ١٥٦).

ترجمته في: العبر (٣/ ٣٤٨)، سير أعلام النبلاء (١٧١/١٩).

(۸) قال الحافظ في ترجمة عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان المكي في المجمع المؤسس (٢/ ١٠٣): سمعت عليه صحيح البخاري، إلا ما فاتني منه، بقراءة شمس الدين السلاوي، سنة خمس وثمانين بالمسجد الحرام، بسماعه له على الرّضي الطّبري، بسماعه على أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي فُتوح بن بنين المكي، الكاتب، سوى من باب قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدَّيْنَ مُنْ الْمُمْ شُكِيّاً إَلَا الْأعراف: ٨٥]، =

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الجهني، توفي سنة (٣٩٥هـ)، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) تقييدالمهمل (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن محمد بن محمد بن سليمان بن موسى المكي، ولد بمكة، وتوفي سنة (٩٩٠هـ). ترجمته في: الدرر الكامنة (٢/ ٣٠٠)، إنباء الغمر (٢/ ٢٠٠)، المجمع المؤسس (٢/ ١٠٢)، ذيل التقييد (١٤١/١)، العقد الثمين (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري، المكي، الشافعي، توفي سنة (٢٢٧هـ).

وأمارواية عبدالرحمن الهمداني (١)، عن شيخه (٢):

فأخبرنا بها أبو حيان محمد بن حيان ابن العلامة أبي حيان (٢) إذنًا مشافهة عن جده أبي حيان (٤) ، عن أبي الأحوص (٥) ، عن أبي القاسم ابن بقي (٢) ، عن شريح بن محمد بن [شريح بن] أحمد (٧) ، عن عبد الرحمن (٨) .

ترجمته في: الدرر الكامنة (٤/ ٣٠٢).

هو الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص، أبو علي الجياني،
 الأندلسي الفهري، المعروف بابن الناظر، توفي سنة (١٨٠هـ).

ترجمته في: غاية النهاية (١/ ٢٤٢).

(٦) هو أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو القاسم، ابن بقي الأموي مولاهم البغوي، القرطبي، توفي سنة (٦٢٥هـ).

ترجمته في: شذرات الذهب (١١٦/٥).

(٧) هو شريح بن محمد بن شريح بن أحمد بن محمد بن شريح ، أبو الحسن الرعيني ، الإشبيلي ، المالكي ، خطيب إشبيليه ، توفي سنة (٥٣٩هـ) .

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٧٠/ ١٤٢)، غاية النهاية (١/ ٣٢٤)، شذرات الذهب (١٢٢/).

من «أحاديث الأنبياء» إلى «باب مبعث النبي الله» فإجازة لهذا القدر، قال: أخبرنا بجميعه أبو الحسن علي بن حميد بن عمار الطرابلسي، قال: أخبرنا أبو مكتوم عيسى بن الحافظ عبد بن أحمد الهروي، قال: أخبرنا أبي، قال المشايخ الثلاثة: أبو إسحاق المستملي، وأبو محمد السرخسي، وأبو الهيثم الكشميهني، قالوا: أخبرنا أبو عبدالله الفربري، قال: أخبرنا البخاري.

<sup>(</sup>١) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن حالد، أبو القاسم الهمداني، توفي سنة (١١٤هـ)، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) شيخه، هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المستملي، تو في سنة (٣٧٦هـ)، تقدمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن حيان بن أبي حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي، ثم القاهري، وجيه
 الدين، أبوحيان بن فريد الدين بن أثير الدين، توفي سنة (٢٠٨هـ).

ترجمته في: إنباء الغمر (٥/ ١٨٤)، المجمع المؤسس (٢/ ٥١١)، ذيل التقييد (١/ ١٢١)، شذرات الذهب (٧/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن يوسف بن علي، أثير الدين الغرناطي، الأندلسي الجياني، النحوي، توفي سنة (٧٤٥هـ).

 <sup>(</sup>٨) هو عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني، تقدمت ترجمته.

#### وأمارواية إسماعيل(١) فبهذا السند:

إلى أبي حيان، أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يوسف الطنجالي (٢) ، ويوسف بن [محمد] (٣) بن أبي ريحانة المالقي (٤) ، إجازة منهما، كلاهما عن القاضي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الأنصاري ابن اليتيم (٥) ، أنبأنا القاضي أبو سليمان داو دبن الحسن الخالدي (٦) عنه .

وأما رواية أبي نعيم (٧)، عن شيخه (٨):

فأخبرنا بها علي بن محمد بن محمد الدمشقي (٩) مشافهة ، عن (١١) بن أبي عمر (١١) ، عن

(١) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفار .

(٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يوسف، أبو جعفر الطنجالي، المالقي. له ذكر في: برنامج الوادي (ص: ٩٩)، وثبت البلوي (ص: ٢٧٢)، وله ذكر أيضًا في ترجمة: ابنه محمد بن أحمد في كتاب: تاريخ قضاة الأندلس (ص: ١٥٥\_١٦٠).

(٣) في الأصل: (أحمد) بدل: (يوسف) والتصويب من برنامج الوادي (ص: ٩٩)، درة الحجال (٣٤٣/٤).

(٤) هو يوسف بن محمد بن يوسف أبو سعيد بن أبي ريحانة الأنصاري المالقي، المعروف بابن المريني . ترجمته في : درة الحجال (٤/ ٣٤٣) .

(٥) هو محمد بن أحمد بن محمد الأنصاري، الأندرشي، أبو عبد الله ابن اليتيم، توفي سنة (٦٢١هـ). ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٢٥٠)، ذيل التقييد (١/ ٧٧)، شذرات الذهب (٥/ ٩٥).

(٦) في صلة السلف (ص: ٤٨) «عن داود بن محمد الخالدي» بدل «القاضي أبو سليمان داود بن الحسن الخالدي».

(٧) هو أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني، توفي سنة (٤٣٠هـ)، تقدمت ترجمته.

(A) هو محمد بن أحمد، أبو زيد المروزي، توفي سنة (١٧٣هـ)، تقدمت ترجمته.

(٩) هو علي بن محمد بن محمد الدمشقي، صدر الدين بن أمين الدين بن الأدمي، الحنفي، توفي سنة (٩). (٨١٦هـ).

ترجمته في: إنباء الغمر (٧/ ١٣٦)، المجمع المؤسس (٣/ ١٩٢)، شذرات الذهب (٧/ ١٣١).

(١٠) في الأصل، وفي صلة السلف زيادة «سليمان بن حمزة» وهي خطأ، والصواب «ابن أبي عمر» فقط؛ لأن سليمان بن حمزة بن أبي عمر توفي سنة (٧١٥هـ)، ويستبعد أن يكون سمع منه، والصواب: «ابن أبي عمر» فقط، كماذكره الحافظ في المجمع المؤسس في ترجمة «علي بن محمد الدمشقي».

(١١) هو محمد بن أحمد بن العز إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي، صلاح الدين، توفي سنة (٦٨٤هـ).

ترجمته في: الدرر الكامنة (٣/ ٣٠٤)، إنباء الغمر (١/ ٢٨٨)، المجمع المؤسس (٢/ ٦٣٠)، شذرات =

محمد بن عبد الهادي المقدسي (١) ، عن الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني (٢) ، أخبر نا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد (٣) ، أنبأنا أبو نعيم .

وأمارواية الأصيلي (٤)، والقابسي (٥):

فبالإسناد الماضي إلى أبي على الجياني (٦)، أنبأنا أبو شاكر عبد الواحد بن محمد بن موهب (٧) وغيره (٨)، عن الأصيلي (٩)

وحاتم بن محمد الطرابلسي (١٠٠)، عن القابسي (١١١).

وبالإسناد الماضي إلى: جعفر بن علي (١٢)، كتب إلى الحافظ أبي القاسم خلف

= الذهب (٦/ ٢٦٧).

((1) هو محمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة ، أبو عبد الله المقدسي ، توفي سنة (١٥٨هـ) . ترجمته في : العبر (٥/ ٢٤٩) ، النجوم الزاهرة (٧/ ٩٢) .

(٢) هو محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن محمد ، أبو موسى المديني الأصبهاني ، توفي سنة (٨٥ هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٥٢/٢٥١)، العبر (٤/ ٢٤٦)، شذرات الذهب (٤/ ٣٧٣).

(٣) هـو الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن علي الحداد، أبو علي الأصبهائي، توفي سنة
 (٥١٥هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٩/٣٠٣)، غاية النهاية (١/٢٠٦)، شذرات الذهب (٤/٧٤).

- (٤) هو عبدالله بن إبراهيم، أبو محمدالأصيلي، توفي سنة (٣٩٢هـ)، تقدمت ترجمته.
- (٥) هو على بن محمد بن خلف، أبو الحسن القابسي، توفي سنة (٣٠ ٤ هـ)، تقدمت ترجمته.
  - (٦) تقييدالمهمل (١/ ٥٩).
- (٧) هو عبد الواحد بن محمد بن موهب، أبو شاكر التجيبي، الأندلسي، القبري، المالكي، سمع من أبي محمد الأصيلي، وله أيضًا إجازة من أبي الحسن القابسي، توفي سنة (٢٥٦هـ).
   ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٧٩)، العبر (٣/ ٢٣٨)، شذرات الذهب (٣/ ٢٩٨).
  - (A) ذكر هذا الغير، الجياني في التقييد بأنه: القاضي أبو القاسم سراج بن عبد الله بن سراج .
    - (٩) هو عبدالله بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن جعفر ، أبو محمد الأصيلي .
- (١٠) هو حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم أبو القاسم التميمي الطرابلسي، ثم الأندلسي القرطبي، توفي سنة (٤٦٩هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٣٣٦)، العبر (٣/ ٢٦٩)، شذرات الذهب (٣/ ٣٣٣).

(١١) هو علي بن محمد بن خلف، أبو الحسن القابسي، توفي سنة (٣٠٤هـ)، تقدمت ترجمته.

(١٢) هو جعفر بن علي الهمداني، توفي سنة (٦٣٦هـ)، تقدمت ترجمته.

ابن بشكوال (١)، أنبانا عبد الرحمن بن محمد بن عتَّاب (٢)، عن حاتم (٣).

### وأمارواية سعيدبن عيار (٤):

فأخبرنا بها محمد بن علي بن محمد الدمشقي (٥) مشافهة، عن محمد بن يوسف ابن المهتار (٢)، عن العلامة تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (٧)، أنبأنا منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الرازي (٨)، أنبأنا محمد بن إسماعيل الفارسي (٩)

(۱) هو خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال، أبو القاسم الأنصاري، الأندلسي القرطبي، توفى سنة (٤٨٧هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٤/ ١٣٩)، العبر (٤/ ٢٣٤)، شذرات الذهب (٤/ ٢٦١).

- (٢) هو عبدالرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن، أبو محمدالقرطبي، توفي سنة (٢٠هـ). ترجمته في: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٢٧١)، سير أعلام النبلاء (١٩/ ١٥٥).
  - (٣) هو حاتم بن محمد الطرابلسي، توفي سنة (٦٩ هـ)، تقدمت ترجمته.
  - (٤) هو سعيدبن أبي سعيد أحمد المعروف بالعيار ، توفي سنة (٧٤هـ) ، تقدمت ترجمته .
- (٥) هو محمد بن علي بن محمد السلمي، الدمشقي المعروف بابن خطيب زُرْع، شمس الدين، توفي سنة (٨١١هـ).
  - ترجمته في: إنباء الغمر (٦/ ١٣٠)، المجمع المؤسس (٣/ ٣٣٢)، شذرات الذهب (٧/ ٩٤).
- (٦) هو محمد بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن المهتار، المصري الأصل، الدمشقي، توفي سنة (٧١٥هـ).
  - ترجمته في: الدرر الكامنة (٤/ ٣١٣).
  - تنبيه: «المهتار» لقب كبير كل طائفة من غلمان البيوت. صبح الأعشى (٥/ ٤٧٠).
- (۷) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى، تقي الدين، أبو عمرو الكردي، الشهرزوري، توفي سنة
   (۳٤٣هـ).
  - ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٣/ ١٤٠)، العبر (٥/ ١٧٧)، شذرات الذهب (٥/ ٢٢١).
- (A) هو منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمد، الصاعدي، الفراوي، ثم النيسابوري، توفي سنة (٢٠٨هـ).
  - ترجمته في: التقييد (٢/ ٢٦٢)، سير أعلام النبلاء (٢١/ ٤٩٤)، شذرات الذهب (٥/ ٣٤).
- (٩) هو محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين بن القاسم، الفارسي، ثم النيسابوري، توفي سنة (٩٥).
  - ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٠٠/ ٩٣)، العبر (٤/ ١٠٩)، شذرات الذهب (٤/ ١٢٤).

سماعًا، وجد أبي محمد بن الفضل (١) مشافهة ، أنبأنا سعيد (٢).

# وأما رواية الداوودي $(^{(r)})$ ، فهي أعلى الروايات لنا من حيث العدد:

أخبرنا بها المشايخ أبو محمد عبد الرحيم [بن عبد الوهاب] بن عبد الكريم الحموي المشايخ أبو محمد عبد الرحيم البعيزي المعاق إبراهيم بن أحمد بن المحموي الحموي علي محمد بن محمد بن محمد بن محمد البعلي البعلي البعلي بن محمد بن محمد الموزى (٩) ، قال الأولان:

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٦١٥)، العبر (٤/ ٨٣)، شذرات الذهب (٤/ ٩٦).

(٢) هو سعيدبن أبي سعيد أحمد المعروف بالعيار ، توفي سنة (٥٧٤هـ) ، تقدمت ترجمته .

(٣) هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر ، الداوودي ، توفي سنة (٤٦٧ هـ) ، تقدمت ترجمته .

- (٤) في الأصل، وفي الدرر الكامنة (٢/ ٣٥٧)، وإنباء الغمر (٢/ ٣٧١): «عبد الرحيم بن عبد الكريم بن عبد الكريم بن عبد الرحيم» وهو خطأ، ولعله وقع سهوًا من الطابع، ونبه على ذلك أيضًا الدكتور المرعشلي في تحقيقه لمجمع المؤسس، والمثبت من المجمع المؤسس (٢/ ٢٣٠)، وذيل التقييد (٢/ ٢١١)، وشذرات الذهب (٦/ ٣١٧).
- (٥) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم ابن القاضي الحسين بن موسى الحموي الأصل، القاهري، نجم الدين، توفي سنة (٩١هـ).

ترجمته في: الدرر الكامنة (٢/ ٣٥٧)، إنباء الغمر (٢/ ٣٧١).

(٦) هو محمد بن محمد بن علي بن عمر الخلال، الزفتاوي، صلاح الدين بن ناصر الدين بن جلال الدين بن أمين الحكم، توفي سنة (٧٩٤هـ).

ترجمته في: ذيل التقييد (١/ ٢٣٩)، المجمع المؤسس (٢/ ٤٧١).

- (٧) في الأصل: «ابن علي بن عبد الوهاب» والتصويب من مصادر ترجمته.
- (٨) هو إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن كامل بن سعيد، التنوخي، البعلي الأصل، ثم
   الدمشقي، توفي سنة (٨٠٠هـ).

ترجمته في: الدرر الكامنة (١/ ١١)، إنباء الغمر (٣/ ٣٩٨)، المجمع المؤسس (١/ ٧٩)، ذيل التقييد (١/ ٤١٦)، شذرات الذهب (٦/ ٣٦٣).

(٩) هو علي بن محمد بن محمد بن أبي المجد بن علي الدمشقي، إمام مسجد الجوزة، وسبط القاضي نجم الدين الدمشقي، توفي سنة (٨٠٠هـ).

ترجمته في: إنباء العمر ( $\sqrt{n}$ / ٤٠٧)، المجمع المؤسس (1/ 1٧٢)، ذيل التقييد (1/ 1٨١)، شذرات الذهب (1/ 170).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس الصاعدي، الفراوي، أبو عبد الله النيسابوري الشافعي، توفي سنة (٥٣٠هـ).

أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن الحسن بن علي بن بيان الصالحي (١)، وست الوزراء وزيرة بنت عمر بن أسعد بن المنجا التنوخية (٢).

وقال أبو إسحاق: أنبأنا أحمد بن أبي طالب بن نعمة.

وقال علي: قرئ على ست الوزراء وأنا أسمع، وكتب إلي سليمان بن حمزة بن أبي عمر (٣)، وعيسى بن عبد الرحمن بن معالي (٤)، وأبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم (٥).

قال الخمسة: أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى الزبيدي (٢) سماعًا. وقالوا سوى المرأة - كتب إلينا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعي (٧)، وأبو الحسن علي بن أبي بكر بن روزبه القلانسي (٨)، زاد سليمان (٩): ومحمد بن زهير

- (۱) هو أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن الحسن بن علي، أبو العباس الصالحي الحجار، المعروف بابن الشحنة، حدث بالصحيح أكثر من سبعين مرة، توفي سنة (٧٣٠هـ).
  - ترجمته في: برنامج الودي آشي (ص: ٨٣، رقم ٥١)، الدرر الكامنة (١٤٢/١).
  - (٢) هي ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا التنوخية الدمشقية ، أم عبدالله ، توفيت سنة (٢١٦هـ).
     ترجمتها في: الدرر الكامنة (٢/ ١٢٩).
    - (٣) هو سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر المقدسي ، تقي الدين ، توفي سنة (١٥هـ) .
       ترجمته في : الوافي (١٥/ ٣٧٠) ، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٢/ ٣٦٤) .
  - (٤) هو عيسى بن عبد الرحمن بن معالي، أبو محمد المقدسي، الصالحي، السمسار، توفي سنة (١٩هـ).
     ترجمته في: العبر (٤/ ٥٥)، الدرر الكامنة (٣/ ٢٠٤).
    - (٥) هو أبو بكربن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة ، النابلسي ، المقدسي ، توفي سنة (٧١٨هـ) .
       ترجمته في : الدرر الكامنة (١/ ٤٣٨).
  - (٦) هو الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد بن يحيى الربعي الزّبيدي، توفي سنة (٦٣١هـ). ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٧٥)، ذيل التقييد (١/ ٥١٧)، شذرات الذهب (٥/ ١٤٤).
- (٧) هو محمد بن أحمد بن عمر بن خلف بن حسين القطيعي البغدادي، وهو آخر من حدث بـ «البخاري»
   كاملاً بالسماع عن أبي الوقت، وتفرد بأجزاء عديدة، توفي سنة (٦٣٤هـ).

ترجمته في: التقييد (ص: ٥٨، رقم ٣٧)، سير أعلام النبلاء (٢٣/٨)، شذرات الذهب (٥/ ١٦٢).

- (۸) هو علي بن أبي بكر بن روز به القلانسي، أبو الحسن العطار، الصوفي.
  سمع صحيح البخاري من: أبي الوقت، وحدث ببغداد، وحرّان، وحلب، ورأس عين بـ «الصحيح»
  مرات، وازدحموا عليه، ووصله بجملة جيدة من الذهب، سمع «الصحيح» بقراءة يوسف بن مُقلد
  الدمشقي، وكان معه به ثبت صحيح عليه خط أبي الوقت، توفي سنة (٦٣٣هـ).
  - ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٨٧)، ذيل التقييد (٢/ ٢٣٠)، شذرات الذهب (٥/ ١٦٠).
    - (٩) هو سليمان بن حمزة بن أحمد، توفي (٧١٥هـ)، تقدمت ترجمته.

شعرانة (١) ، وثابت محمد الخجندي (٢) ، ومحمد بن عبد الواحد المديني (٣) ، قالوا:

أنبأناأبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي (٤) عنه .

وأمارواية الحفصى (٥):

فبالإسناد الماضي إلى منصور (٢)، أنبأنا أبو بكر وجيه بن طاهر (٧)، عبد الوهاب بن شاه الشاذياخي (٨) سماعًا، وجد أبي محمد بن الفضل الصاعدي (٩) إجازة، قالوا: أنبأنا الحفصى (١٠).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أبي غالب زهير بن محمد الأصبهاني الملقب: شعرانة، وجيه الدين، توفي سنة (٦٣٢هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٧٩)، شذرات الذهب (٥/ ١٥٥).

 <sup>(</sup>۲) هو ثابت بن محمد بن أبي بكر أحمد بن محمد الخجندي، الأصبهاني، أبو سعد علاء الدين، توفي سنة
 (۲۳۲هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٥٩)، شذرات الذهب (٥/ ١٨٣).

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي سعد الأصبهاني ، المديني الشافعي ، أبو عبد الله ، توفي سنة (٦٣٢هـ) .
 ترجمته في : سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٧٨) .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق، أبو الوقت السجزي، ثم الهروي، الماليني، توفي سنة (٥٣ هـ).

ترجمته في: الأنساب (٧/ ٤٧)، وفيات الأعيان (٣/ ٢٢٦)، سير أعلام النبلاء (٣٠٣/٢٠)، العبر (٤/ ١٥١)، شذرات الذهب (١٦٦/٤).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد بن عبيد الله، أبو سهل الحفصي، توفي سنة (٢٦٦هـ)، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) هو منصور بن عبدالمنعم، توفي سنة (١٠٨هـ)، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) هو وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف المرزبان، أبو بكر الشحامي، أخو زاهر، توفي سنة (١٤٥هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٧٠/ ١٠٩)، العبر (١١٣/٤)، شذرات الذهب (١٣٠/٤).

 <sup>(</sup>٨) هو عبد الوهاب بن شاه بن أحمد بن عبد الله، أبو الفتوح النيسابوري، الشاذياخي، الخرزي، توفي سنة
 (٥٣٥هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٧٠/ ٣٥)، العبر (٤/ ٩٦)، شذرات الذهب (١٠٧/٤).

 <sup>(</sup>٩) هو محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي، الفراوي، توفي سنة (٥٣٠هـ)، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١٠) هو محمد بن أحمد بن عبيدالله، أبو سهل الحفصي، توفي سنة (٢٦٤هـ)، تقدمت ترجمته.

## وأمارواية كريمة (١):

فأخبرنا بها الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (٢) سماعًا عليه لبعضه وإجازة لسائره، أنبأنا أبو علي عبدالرحيم بن عبدالله الأنصاري (٣)، أنبأنا المعين أحمد بن على ابن يوسف الدمشقي (٤)، وإسماعيل بن عبدالقوي بن عزون (٥)، وعثمان بن عبدالرحمن بن رشيق (١) سماعًا عليهم، سوى من باب: المسافر إذا جدبه السير، في أواخر كتاب الحج، إلى آخر كتاب الحج، ومن باب: ما يجوز من الشروط في المكاتب، إلى باب الشروط في الكتابة، ومن باب: غزو المرأة في البحر من كتاب الجهاد إلى باب: دعاء النبي على الإسلام منه، فإجازة منهم، ومن الحافظ رشيد الدين أبي الحسين يحيى بن على العطار (٧) لجميعه، قالوا: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن على بن مسعود البوصيري (٨)، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن

(١) هي كريمة بنت أحمد بن محمد أم الكرام، المروزية، توفيت سنة (٤٦٣هـ)، تقدمت ترجمتها.

(٢) عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم، أبو الفضل العراقي، زين الدين، توفي سنة (٦٠٨هـ).

ترجمته في: إنباء الغمر (٥/ ١٧٠)، ذيل التقييد (٢/ ١٠٦)، شذرات الذهب (٧/ ٥٥).

(٣) هو عبد الرحيم بن عبد الله بن يوسف بن محمد، جمال الدين أبو علي، الأنصاري ابن شاهد الجيش،
 توفي سنة (٧٤٦هـ).

ترجمته في: الدرر الكامنة (٣/ ٤٨٢).

(٤) هو أحمد بن علي بن يوسف بن عبدالله بن بندار ، معين الدين أبو العباس الدمشقي ، المصري ، توفي سنة (٢٠٠هـ).

ترجمته في: العبر (٥/ ٢٩٢)، ذيل التقييد (١/ ٣٥٩)، شذرات الذهب (٥/ ٣٣١).

(٥) هو إسماعيل بن عبد القوي بن عزون بن داود، زين الدين أبو الطاهر، الأنصاري، المصري، الشافعي، توفي سنة (٦٦٧هـ).

ترجمته في: العبر (٢٨٦٥ ، ذيل التقييد (١/ ٢٦٤) ، شذرات الذهب (٥/ ٣٢٤) .

(٦) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عتيق بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن عبد الله بن رشيق، نظام الدين،
 أبو عمرو الربعي، المصري، المالكي، توفي سنة (٦٦٥هـ).

ترجمته في: مشيخة ابن جماعة (١/ ٣٧٨)، ذيل التقييد (٢/ ١٦٨)، برنامج الوادي (٤١، ٤١).

(٧) هو يحيى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج بن أبي الفتح، رشيد الدين، أبو الحسين القرشي، الأموي، النابلسي، ثم المصوي، المالكي، العطار، توفي سنة (٦٦١هـ).

ترجمته في: العبر (٥/ ٢٧١)، ذيل التقييد (٢/ ٣٠٤)، شذرات الذهب (٥/ ٣١١).

(٨) هو هبة الله ويسمى أيضًا مشد الأهل ابن علي بن مسعود بن ثابت بن هاشم بن غالب، أمين الدين، =

بركات النحوي السعدي (١) عنها.

وأمارواية المستغفري (٢):

فبالإسناد الماضي إلى أبي موسى (٣)، أنبأنا أبي (٤)، أنبأنا الحسن بن أحمد (٥) عنه . (فصل)

وأما رواية (إبراهيم بن معقل):

فبالإسناد إلى على الجياني (٦)

أنبأنا الحكم بن محمد (٧) ، أنبأنا أبو الفضل [أحمد] (٨) بن أبي عمران الهروي (٩) سماعًا لبعضه وإجازة لباقيه ، أنبأنا أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل البخاري (١٠) عنه .

= أبو القاسم الأنصاري، البوصيري، توفي سنة (٩٨ههـ). ترجمته في: العبر (٣٠٦/٤)، سير أعلام النبلاء (٢١/ ٣٩٠)، ذيل التقييد (٢/ ٢٩٧)، شذرات الذهب(٤/ ٢٣٨).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٥٥٥)، بغية الوعاة (١/ ٥٩)، شذرات الذهب (٤/ ٦٢).

- (٢) هو جعفر بن محمد أبو العباس المستغفري، توفي سنة (٤٣٢هـ)، تقدمت ترجمته.
- (٣) هو محمد بن أبي بكر ، أبو موسى المديني ، توفي سنة (١٨٥هـ) ، تقدمت ترجمته .
- (٤) هو عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن أبي عيسى، أبو بكر المديني، الأصبهاني، المقرئ، توفي سنة (٤١هـ).

ترجمته في: تاريخ الإسلام (وفيات ٥٢١\_٥٤٠، ص: ٨٧).

(٥) هو الحسن بن أحمد بن محمد، أبو محمد السمر قندي، صاحب الحافظ جعفر بن محمد المستغفري، توفي سنة (٩١ هـ).

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٢٠٥)، تذكرة الحفاظ (٤/ ١٢٣٠)، شذرات الذهب (٣/ ٣٩٤).

- (٦) تقييدالمهمل (١/ ٦١).
- (٧) هو حكم بن محمد بن حكم بن إفرانك، أبو العاص، الجذامي، القرطبي، توفي سنة (٤٤٧هـ).
   ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٥٩)، العبر (٣/ ٢١٣)، شذرات الذهب (٣/ ٢٥٧).
  - (A) في الأصل «عيسى» وهوخطأ، وما أثبته من التقييد.
- (٩) هو أحمد بن أبي عمران الهروي، أبو الفضل الصرام، الصوفي المجاور بمكة، توفي سنة (٣٩٩هـ). ترجمته في: العبر (٣/ ٦٩)، تاريخ الإسلام (وفيات ٣٨١-٤٠٠، ص: ٣٦٤)، شذرات الذهب (٣/ ١٥٣).
- (١٠) هو خلف بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن نصر أبو صالح البخاري، الخيام، توفي سنة (٣٦١هـ)

#### وأمارواية حمادبن شاكر:

فأخبرنا بها أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد (١) في كتابه، عن  $[1]^{(7)}$  أبي الربيع بن أبي طاهر بن قدامة (٣) ، عن الحسن بن السيد العلوي (٤) ، عن أبي الفضل بن ناصر الحافظ (٥) ، عن أبي بكر أحمد بن عبد الله الحافظ (٢) ، عن الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ (٧) ، عن أحمد بن محمد بن رميح النسوي (٨) ، عنه .

## وأمارواية أبي طلحة البزدوي:

فبالسند إلى المستغفري (٩) ، أنبأنا أحمد بن عبد العزيز (١٠٠) عنه .

وقد انتهى الغرض الذي أردته من التوصيل الذي أوردته، فليقع الشروع في الشرح

= ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٧٠)، العبر (٢/ ٣٢٤)، شذرات الذهب (٣/ ٣٩).

- (۱) هو أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي، أبو العباس بن العز، توفي سنة (٧٩٨هـ). ترجمته في: الدرر الكامنة (١/ ٧٧)، المجمع المؤسس (١/ ٢٦٥)، شذرات الذهب (٦/ ٣٥٣).
  - (۲) الزيادة من إرشاد الساري (۱/ ۷۲).
    - (٣) لم أقف على ترجمته.
- (٤) هو الحسن بن السيد الأمير علي بن المرتضى، أبو محمد العلوي الحسيني، البغدادي، آخر من سمع من ابن ناصر، توفي سنة (٣٦٠هـ).
  - ترجمته في: سير أعلام المنبلاء (٢٢/ ٣٤٤)، العبر (٥/ ١١٩)، شذرات الذهب (٥/ ١٣٥).
  - (٥) هو محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر، أبو الفضل البغدادي، السلامي، توفي سنة (٥٥٠هـ). ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٢٦٥)، العبر (٤/ ١٤٠)، شذرات الذهب (٤/ ١٥٥).
- (٢) هو أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن خلف أبو بكر الشيرازي، ثم النيسابوري، الأديب، توفي سنة (٢) . (٤٨٧هـ).
  - ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٤٧٨)، العبر (٣/ ٣١٥)، شذرات الذهب (٣/ ٣٧٩).
- (٧) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم، أبو عبد الله بن البيع، الضبي، الطهماني، النيسابوري، توفي سنة (٥٠٤هـ).
  - ترجمته في: سير أعلام التبلاء (١٧/ ١٦٢)، العبر (٣/ ٩١)، شذرات الذهب (٣/ ١٧٦).
- (٨) هو أحمد بن محمد بن رميح بن عصمة النخعي، أبو سعيد النسوي، ثم المروزي، توفي سنة (٣٧٥هـ).
   ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٦٩)، العبر (٢/ ٣٠٧)، شذرات الذهب (٣/ ٢٢).
  - (٩) هو جعفر بن محمد أبو العبّاس المستغفري، توفي سنة (٤٣٢هـ)، تقدمت ترجمته.
- (١٠) ذكره الذهبي في السير (١٥/ ٢٨٠) في ترجمة (البزدوي) عن المستغفري قال: حدثنا عنه أحمد بن عبد العزيز المقرئ، ومحمد بن علي بن الحسين .

والاقتصار على أتقن الروايات عندنا: وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة، لضبطه لها، وتمييزه لاختلاف سياقها، مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفها، وبالله تعالى التوفيق، وهو المسئول أن يعينني على السير في أقوم طريق.

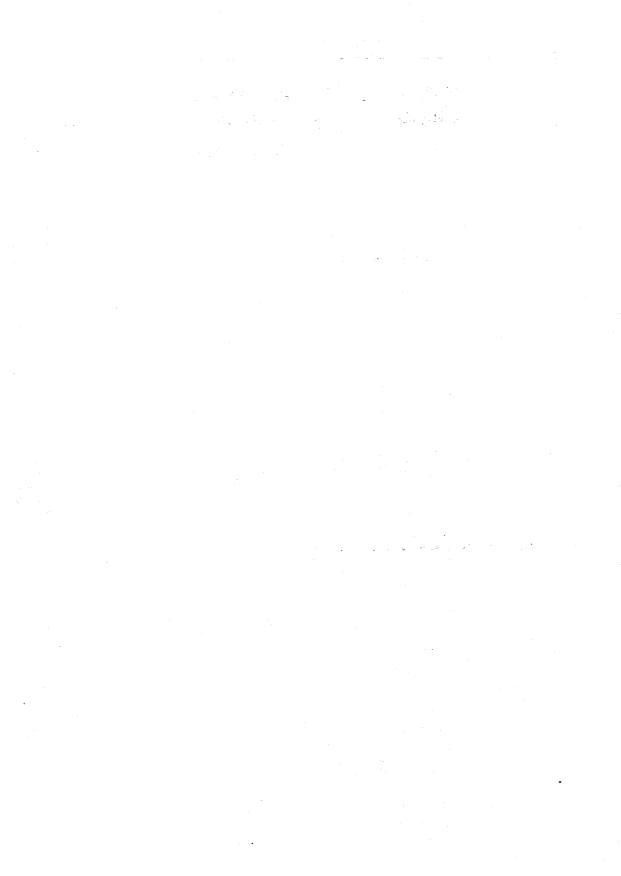

# 

# ١-كتاب بدء الوحي

قال الشيخ الإمام الحافظ، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري، رحمه الله تعالى آمين.

# ١ ـ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ وقول الله جل ذكره: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء: ١٦٣]

قال البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: (بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ) هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي بغير «باب»، وثبت في رواية غير هما، فحكى عياض ومن تبعه فيه التنوين وتركه، وقال الكرماني (١١): يجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب. فلا يكون له إعراب.

وقد اعترِض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب بخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة امتثالاً لقوله ﷺ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع»، وقوله: «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء». أخرجهما أبو داود وغيره من حديث أبى هزيرة.

والجواب عن الأول: أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه ، بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود ، وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي ، وبالحديث الدال على مقصود ، المشتمل على أن العمل دائر مع النية ، فكأنه يقول: قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فاكتفى بالتلويح عن التصريح ، وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء .

<sup>.(17/1) (1)</sup> 

والجواب عن الثاني: أن الحديثين ليسا على شرطه، بل في كل منهما مقال، سلمنا صلاحيتهما للحجة لكن ليس فيهما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة معًا، فلعله حمد وتشهد نطقًا عند وضع الكتاب، ولم يكتب ذلك اقتصارًا على البسملة، لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله وقد حصل بها، ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن ﴿ آفَرًا إِلَيْمِ رَبِّكَ ﴾ [العلق: ١]، فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها، لا سيما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا الباب الأول، بل هو المقصود بالذات من أحاديثه، ويؤيده أيضًا وقوع كتب رسول الله على الملوك، وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها، كما سيأتي في حديث أبي سفيان في قصة هرقل في هذا الباب (١)، وكما سيأتي في حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح الحديبية (٢)، وغير ذلك من الأحديث، وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة، إنما يُحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق، فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة، أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم، لينتفعوا بما فيه تعلمًا وتعليمًا.

وقد أجاب من شرح هذا الكتاب بأجوبة أخر فيها نظر، منها: أنه تعارض عنده الإبتداء بالتسمية والحمدلة، فلو ابتدأ بالحمدلة لخالف العادة، أو بالتسمية لم يعد مبتدئا بالحمدلة فاكتفى بالتسمية، وتُعُقّب بأنه لو جمع بينهما، لكان مبتدئا بالحمدلة بالنسبة إلى ما بعد التسمية، وهذه هي النكتة في حذف العاطف، فيكون أولى لموافقته الكتاب العزيز، فإن الصحابة افتتحوا كتابة الإمام الكبير بالتسمية والحمدلة وتلوها، وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار، من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة، ومن لا يقول ذلك، ومنها: أنه راعى قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُولِيدً ﴾ [الحجرات: ١]، فلم يقدم على كلام الله ورسوله شيئًا، واكتفى بها عن كلام نفسه، وتُعُقّب بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ الحمد من كلام الله تعالى، وأيضا فقد قدم الترجمة وهي من كلامه على الآية، وكذا ساق السند قبل لفظ الحديث. والجواب عن ذلك بأن الترجمة والسند وإن كانا متقدمين لفظًا، لكنهما متأخران تقديرًا فيهنظر.

/ وأبعد من ذلك كله: قول من ادعى أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة ، فحذفها بعض من حمل عنه الكتاب. وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأثمة من شيوخ البخاري، وشيوخ شيوخه

<sup>(</sup>۱) (۱/۷۰)، کتاب بدء الوحی، باب۷، ح۷.

<sup>(</sup>٢) (٦/ ٦٢١)، كتاب الشروط، باب ١٥، ح ٢٧٣١، ٢٧٣٢.

وأهل عصره كمالك في الموطأ، وعبدالرزاق في المصنف، وأحمد في المسند، وأبي داود في السنن، إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة، ولم يزد على التسمية، وهم الأكثر، والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة، أفيقال في كل من هؤلاء: إن الرواة عنه حذفوا ذلك؟ كلا، بل يحمل ذلك من صنيعهم، على أنهم حمدوا لفظًا، ويؤيده ما رواه الخطيب في الجامع عن أحمد: أنه كان يتلفظ بالصلاة على النبي عليه إذا كتب الحديث ولا يكتبها، والحامل له على ذلك إسراع أو غيره، أو يحمل على أنهم رأوا ذلك مختصًا بالخطب دون الكتب كما تقدم، ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة، حَمِدَ وتَشَهّدَ كما صنع مسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

وقد استقر عمل الأئمة المصنفين، على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل، واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرًا، فجاء عن الشعبي منع ذلك، وعن الزهري قال: مضت السنة أن لا يكتب في الشعر «بسم الله الرحمن الرحيم»، وعن سعيد بن جبير جواز ذلك، وتابعه على ذلك الجمهور، وقال الخطيب: هو المختار.

قوله: (بدء الوحي) قال عياض (١٠): روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء، وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور، قلت: ولم أره مضبوطًا في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، إلا أنه وقع في بعضها (كيف كان ابتداء الوحي)، فهذا يرجح الأول، وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ، وقد استعمل المصنف هذه العبارة كثيرًا، كبدء الحيض (٢٠)، وبدء الأذان (٣٠)، وبدء الخلق (٤٠). والوحي لغة: الإعلام في خفاء، والوحي أيضًا: الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصويت شيئًا بعد شيء، وقيل: أصله التفهيم، وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي، وشرعًا: الإعلام بالشرع، وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي الموحى، وهو: كلام الله المنزل على النبي على هذه الترجمة، فقال: لوقال: كيف كان الوحى لكان أحسن؛ لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي، لا لبيان كيفية بدء الوحي فقط،

المشارق(١/١١)..

<sup>.(1/</sup>٧/1) (٢)

<sup>(4) (1/464).</sup> 

<sup>(£) (</sup>Y\ YA3).

وتُعُقَّبَ بأن المراد من بدء الوحيّ : حاله مع كل ما يتعلق بشأنه ، أيّ تعلق كان ، والله أعلم .

قوله: (وقول الله) هو بالرفع على حذف الباب عطفًا على الجملة؛ لأنها في محل رفع، وكذا على تنوين باب، وبالجر عطفًا على كيف وإثبات باب بغير تنوين، والتقدير: باب معنى قول الله كذا، أو الاحتجاج بقول الله كذا، ولا يصح تقدير كيفية قول الله؛ لأن كلام الله لا يكيف، قاله عياض، ويجوز رفع (وقول الله) على القطع وغيره.

قوله: (إِنَّا آوَحَيْنًا إِلَيْكَ . . . الآية) قيل: قدم ذكر نوح فيها لأنه أول نبي أرسل، أو أول نبي عوقب قومه، فلا يَردُكون آدم أول الأنبياء مطلقًا، كما سيأتي بسط القول في ذلك في الكلام على حديث الشفاعة (١) ، ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهة: أن صفة الوحي إلى نبينا على توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين، ومن جهة: أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤيا، كما رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة .

١- حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ اللَّيْفِيَ يَقُولُ: الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ورَضِيَ الله عَنهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ اللهُ عَلَيْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

[الحديث: الحاطراف في: ٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٥٠٧٠، ٦٦٨٩، ٣٩٩٣]

/ قوله: (حدثنا الحميدي) هو: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى، منسوب إلى حميد بن أسامة، بطن من بني أسد بن عبد العزى بن قصي، رهط خديجة زوج النبي على ، يجتمع معها في أسد، ويجتمع مع النبي في قصي، وهو إمام كبير مصنف، رافق الشافعي في الطلب عن ابن عيينة وطبقته، وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر، ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بها سنة تسع عشرة وما تتين، فكأن البخاري امتثل قوله على : «قدموا قريشًا» فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي، لكونه أفقه قرشي أخذ عنه، وله مناسبة أخرى: لأنه مكي كشيخه، فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي، لأن ابتداءه كان بمكة، ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك، لأنه

<sup>(</sup>۱) (۱۱۲/۱۵)، كتاب الرقاق، باب ۵۱، في شرح حديث (۲۵۲۵).

شيخ أهل المدينة، وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل، ومالك وابن عيينة قرينان، قال الشافعي: لولاهما لذهب العلم من الحجاز.

قوله: (حدثنا سفيان) هو: ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد المكي، أصله ومولده الكوفة، وقد شارك مالكًا في كثير من شيوخه، وعاش بعده عشرين سنة، وكان يذكر أنه سمع من سبعين من التابعين.

قوله: (عن يحيى بن سعيد) في رواية غير أبي ذر: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، اسم جده: قيس بن عمرو وهو صحابي، ويحيى من صغار التابعين، وشيخه محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي من أوساط التابعين، وشيخ محمد علقمة بن وقاص الليثي من كبارهم، ففي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق، وفي المعرفة لابن منده، ما ظاهره أن علقمة صحابي، فلو ثبت لكان فيه تابعيان وصحابيان، وعلى رواية أبي ذر يكون قد اجتمع في هذا الإسناد أكثر الصيغ التي يستعملها المحدثون، وهي: التحديث والإخبار والسماع والعنعنة.

وقد اعتُرِضَ على المصنف في إدخاله حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي، وأنه لا تعلق له به أصلاً، بحيث إن الخطَّابي (١) في شرحه، والإسماعيلي في مستخرجه، أخرجاه قبل الترجمة، لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك به فقط، واستصوب أبو القاسم بن منده صنيع الإسماعيلي في ذلك، وقال ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التأليف، وقد تكلفت مناسبته للترجمة، فقال: كل بحسب ما ظهر له. انتهى.

وقد قيل: إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب؛ لأن في سياقه أن عمر قاله على المنبر بمحضر الصحابة، فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر، صلح أن يكون في خطبة الكتاب، وحكى المهلب: أن النبي على خطب به حين قدم المدينة مهاجرًا، فناسب إيراده في بدء الوحي؛ لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها؛ لأن بالهجرة افتتح الإذن في قتال المشركين، ويعقبه النصر والظفر والفتح. انتهى. وهذا وجه حسن، إلا أنني لم أر ما ذكره من كونه على خطب به أول ما هاجر \_ منقولاً، وقد وقع في باب ترك الحيل (٢) بلفظ: سمعت رسول الله على يقول: «يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية» الحديث، ففي هذا إيماء إلى أنه كان في

<sup>(</sup>١) الأعلام (١/ ١٠٧) في المطبوعة بعد الترجمة ، لا أدري هل هذا من تصرف المحقق أم النسخة هكذا؟!

<sup>(</sup>٢) (١٦/ ٢٣٨)، كتاب الحيل، باب ١، ح ٦٩٥٣.

حال الخطبة، أما كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أر ما يدل عليه، ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس، قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به. انتهى. وهذا لو صح لم يستلزم البداءة بذكره أول الهجرة النبوية.

وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله هاجر ابن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئًا فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس، فكان يقال له: مهاجر أم قيس، ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك، وأيضًا فلو أراد البخاري إقامته مقام الخطبة فقط أو الابتداء به تيمنًا وترغيبًا في الإخلاص، لكان سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلي وغيره، ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث معًا؛ لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد المنظ أن الأعمال بالنيات لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُ وَا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللّه تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد المنظ أن الأعمال بالنيات لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُ وَا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللّه تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد المناح الأعمال بالنيات لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُ وَا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللّه تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد المناح الأعمال بالنيات لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُ وَا إِلّا لِيَعَبُدُوا اللّه تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد الله عن أبي عبد الله عالى: المناح عمل المناح المنا

/ وقال أبو العالية في قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا ﴾ [الشورى: ١٣]، قال: وصاهم بالإخلاص في عبادته. وعن أبي عبد الملك البوني قال: مناسبة الحديث للترجمة أن بدء الوحي كان بالنية؛ لأن الله تعالى فطر محمدًا على التوحيد، وبغض إليه الأوثان، ووهب له أول أسباب النبوة وهي الرؤيا الصالحة، فلما رأى ذلك أخلص إلى الله في ذلك، فكان يتعبد بغار حراء، فقبل الله عمله وأتم له النعمة. وقال المهلب ما محصله: قصد البخاري الإخبار عن حال النبي على في حال منشئه، وأن الله بغض إليه الأوثان وحبب إليه خلال الخير ولزوم الوحدة فرارًا من قرناء السوء، فلما لزم ذلك أعطاه الله على قدر نيته، ووهب له النبوة، كما يقال: الفواتح عنوان الخواتم. ولخصه بنحو من هذا القاضي أبو بكر بن العربي. وقال ابن المنير في أول التراجم (١٠): كان مقدمة النبوة في حق النبي على الهجرة إلى الله تعالى بالخلوة في غار حراء، فناسب الافتتاح بحديث الهجرة. ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما بالخلوة في غار حراء، فناسب الافتتاح بحديث الهجرة. ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما

<sup>(</sup>١) المتواري(ص٥١،٥٠).

تقدمت الإشارة إليه: أن الكتاب لما كان موضوعًا لجمع وحي السنة صدَّره ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدَّره بحديث الأعمال، ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلاً. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث: قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي على شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي، فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني، على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال: ربعه، واختلفوا في تعيين الباقي، وقال ابن مهدي أيضا: يدخل في الباقي، وقال ابن مهدي أيضا: يدخل في سبعين بابًا. ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة، وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. ووجه البيهقي كونه ثلث العلم، بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ومن ثَمَّ ورد: نية المؤمن خير من عمله، فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين، وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم، أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، وهي: هذا، و"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، و"الحلال بين والحرام بين. . . "الحديث.

ثم إن هذا الحديث متفق على صحته ، أخرجه الأثمة المشهورون إلا الموطأ ، ووهم من زعم أنه في الموطأ ، مغترًا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك ، وقال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردودًا لكونه فردًا ؛ لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة ، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم ، ولا عن محمد بن إبراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد . وهو كما قال ، فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد وتفرد به من فوقه ، وبذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن السكن وحمزة بن محمد الكناني ،

<sup>(</sup>۱) قلت: بل هو في الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: ٣٤١، ح ٩٨٣)، فاستثناء ابن حجر رحمه الله الموطأ ليس بصحيح، كما نبه أيضًا على هذا الأمر السيوطي في تنوير الحوالك (١٠/١) بقوله: «وقد وقفت على الموطأ من روايتين أخريين سوى ما ذكر الغافقي، إحداهما رواية سويد بن سعيد، والأخرى رواية محمد بن الحسن، صاحب أبي حنيفة، وفيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطآت، منها: حديث: «إنما الأعمال بالنيات. . . » الحديث، وبذلك يتبين صحة قول من عزا روايته إلى الموطأ، ووهم من خطأه في ذلك.

وأطلق الخطابي (١) نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد، وهو كما قال لكن بقيدين: أحدهما: الصحة؛ لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم ابن منده وغيرهما، ثانيهما: السياق؛ لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية، كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم: «يبعثون على نياتهم»، وحديث ابن عباس: «ولكن جهاد ونية»، وحديث أبي موسى: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» متفق عليهما (٢)، وحديث ابن مسعود: «رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» أخرجه أحمد (٣)، وحديث عبادة: «من غزا وهو لا ينوي إلا عقالاً فله ما نوى» أخرجه النسائي، إلى غير ذلك مما يتعسر حصره.

وعُرِفَ بهذا التقرير غلط مَن رَحْم أن حديث عمر متواتر ، إلا إن حمل على التواتر المعنوي فيحتمل ، نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد: فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى مائتان وخمسون نفسًا ، وسرد أسماءهم أبو القاسم بن منده فجاوز الثلاثمائة ، وروى أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال: كتبته من حديث سبعمائة من أصحاب يحيى. قلت: وأنا أستبعد صحة هذا ، فقد تبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا ، فما قدرت على تكميل المائة ، وقد/ تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم ، كما سيأتي مثال لذلك في الكلام على حديث ابن عمر في غسل الجمعة (١٤) إن شاء الله تعالى .

قوله: (على المنبر) بكسر الميم، واللام للعهد، أي: منبر المسجد النبوي، ووقع في رواية حمادبن زيدعن يحيى في ترك الحيل (٥٠): سمعت عمر يخطب.

قوله: (إنما الأعمال بالنيات) كذا أوردهنا، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، أي كل عمل بنيته، وقال الخويي: كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال، كمن قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده أو الاتقاء لوعيده. ووقع في معظم الروايات بإفراد النية، ووجهه

۱۲

الأعلام((\\\\\\\)).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١/ ٣٨٦)، كتاب العلم، باب ٤٥، ح ١٢٣، ومسلم (٣/ ١٥١٢)، ح ١٩٠٤.

<sup>(</sup>٣) أورده الحافظ في (١٥٢/١٣)، وقال: ورجال سنده موثقون.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ١٢٦)، كتاب الجمعة، ياب فضل الغسل يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٥) (١٦/ ٢٣٨)، كتاب العيل، باب ١، ح ٦٩٥٣.

أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها، بخلاف الأعمال، فإنها متعلقة بالظواهر، وهي متعددة فناسب جمعها، ولأن النية ترجع إلى الإخلاص، وهو واحد للواحد الذي لا شريك له.

ووقع في صحيح ابن حبان بلفظ «الأعمال بالنيات» بحذف «إنما» وجمع الأعمال والنيات، وهي ما وقع في كتاب الشهاب للقضاعي، ووصله في مسنده كذلك، وأنكره أبو موسى المديني، كما نقله النووي وأقره، وهو متعقّب برواية ابن حبان، بل وقع في رواية مالك عن يحيى عند البخاري في كتاب الأيمان (١) بلفظ: «الأعمال بالنية»، وكذا في العتق (٢) من رواية الثوري، وفي الهجرة (٣) من رواية حماد بن زيد، ووقع عنده في النكاح (٤) بلفظ: «العمل بالنية» بإفراد كل منهما، والنية بكسر النون وتشديد التحتانية على المشهور، وفي بعض اللغات بتخفيفها.

قال الكرماني (٥): قوله: «إنما الأعمال بالنيات» هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين، واختُلِف في وجه إفادته، فقيل: لأن (الأعمال) جمع محلى بالألف واللام مفيد للاستغراق، وهو مستلزم للقصر؛ لأن معناه: كل عمل بنية، فلا عمل إلا بنية، وقيل: لأن (إنما) للحصر، وهل إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم، أو تفيد الحصر بالوضع أو العرف، أو تفيده بالحقيقة أو بالمجاز؟ ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعًا حقيقيًا، بل نقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي، وعلى العكس من ذلك أهل العربية، واحتج بعضهم بأنها لو كانت للحصر لما حسن (إنما قام زيد) في جواب (هل قام عمرو؟)، أجيب بأنه يصح أنه يقع في مثل هذا الجواب (ما قام إلا زيد) وهي للحصر اتفاقًا، وقيل: لو كانت للحصر لاستوى (إنما قام زيد) مع (ما قام إلا زيد)، ولا تردد في أن الثاني أقوى من الأول، وأجيب بأنه لا يلزم من هذه القوة نفي الحصر، فقد يكون أحد اللفظين أقوى من الآخر مع اشتراكهما في أصل الوضع، ك (سوف والسين)، وقد وقع استعمال (إنما)

<sup>(</sup>١) (١٥/ ٣٤٢)، كتاب الأيمان والنذور، باب ٢٣، ح ٦٦٨٩.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۵۲)، كتاب العتق، باب ۲، ح ۲۵۲۹.

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٦٦٥)، كتاب مناقب الأنصار، باب ٤٥، ح ٣٨٩٨.

<sup>(</sup>٤) (۱۱/ ٣٣٣)، كتاب النكاح، باب٥، ح٥٠٧٠.

<sup>.(17/1) (0)</sup> 

موضع استعمال النفي والاستثناء كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُحْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالطّور: ١٦]، وقوله: ﴿ وَمَا يُحُزُونَ إِلَّامَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٣٩]، وقوله: ﴿ وَمَا يُحُزُونَ إِلَّا مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٣٩]، وقوله: ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا البَّكَةُ ﴾ [المائدة: ٩٩]، ومن شواهده قول الأعشى:

# ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر

يعني ما ثبت العزة إلا لمن كان أكثر حصى، واختلفوا: هل هي بسيطة أو مركبة؟ فرجعوا الأول، وقد يرجح الثاني، ويجاب عما أورد عليه من قولهم: إن (إن) للإثبات و (ما) للنفي، فيستلزم اجتماع المتضادين على صدد واحد، بأن يقال مثلاً: أصلهما كان للإثبات والنفي، لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على أصلهما، بل أفادا شيئا آخر، أشار إلى ذلك الكرماني (۱) قال: وأما قول من قال: إفادة هذا السياق للحصر من جهة أن فيه تأكيد ابعد تأكيد، وهو المستفاد من (إنما) ومن الجمع فمتعقب بأنه من باب إيهام العكس؛ لأن قائله لما رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد، ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر، وقال ابن دقيق العيد: استدل على إفادة (إنما) للحصر بأن ابن عباس استدل على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة بحديث: «إنما الربا في النسيئة بحديث: «إنما الربا في منهم على أنها تفيد الحصر، وتُعقب باحتمال أن يكونو اتركوا المعارضة بذلك تنز لا .

وأما من قال/: يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله: «لا ربا إلا في النسيئة» لورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكور، فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر، بل يقويه ويشعر بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد، وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه، وأوضح من هذا حديث: «إنما الماء»، فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه، وإنما عارضهم في الحكم من أدلة أخرى كحديث: «إذا التقى الختانان...»، وقال ابن عطية: (إنما) لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه، فجعل وروده للحصر مجازًا يحتاج إلى قرينة، وكلام غيره على العكس من ذلك، وأن أصل ورودها للحصر، لكن قد يكون في شيء مخصوص، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ وَرِحِدُهُ } [النساء: ١٧١]، فإنه سيق باعتبار منكري الوحدانية، وإلا فلله سبحانه صفات

<sup>(1) (1/41).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٨/٥) ، ومسلم (٣/ ١٢١٨).

أخرى كالعلم والقدرة، وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ ﴾ [الرعد: ٧]، فإنه سيق باعتبار منكري الرسالة، وإلا فله ﷺ صفات أخرى كالبشارة، إلى غير ذلك من الأمثلة، وهي فيما يقال السبب في قول من منع إفادتها للحصر مطلقًا.

(تكميل): الأعمال تقتضي عاملين، والتقدير: الأعمال الصادرة من المكلفين، وعلى هذا هل تخرج أعمال الكفار؟ الظاهر الإخراج؛ لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهي لا تصح من الكافر، وإن كان مخاطبًا بها معاقبًا على تركها، ولا يرد العتق والصدقة؛ لأنهما بدليل آخر.

قوله: (بالنيات) الباء: للمصاحبة، ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى: أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في إيجاده، وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله، قال النووي $^{(1)}$ : النية القصد، وهي عزيمة القلب. وتعقبه الكرماني $^{(1)}$ : بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد، واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط؟ والمرجح أن إيجادها ذكرًا في أول العمل ركن، واستصحابها حكمًا بمعنى: أن لا يأتي بمنافٍ شرعًا شرط، ولابد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور، فقيل: تعتبر، وقيل: تكمل، وقيل: تصح، وقيل: تحصل، وقيل: تستقر، قال الطيبي: كلام الشارع محمول على بيان الشرع؛ لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي، وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرحالاً أو مآلاً، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي، ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر، فإنه تفصيل لما أجمل، والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية، إذ التقدير: لا عمل إلا بالنية، فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية، بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال، لكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه، ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح، وعلى نفي الصفات بالتبع، فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة.

وقال شيخنا شيخ الإسلام: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية، لقوله في

<sup>(</sup>١) تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ٣٤).

<sup>(1) (1/11).</sup> 

الحديث: «فمن كانت هجرته . . . » إلى آخره . وعلى هذا يقدر المحذوف كونًا مطلقًا من اسم فاعل أو فعل ، ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال ، قال ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد ، ولا تردد عندي في أن الحديث يتناولها ، وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل . وقد تُعُقِّبَ على من يسمي القول عملاً لكونه عمل اللسان ، بأن من حلف لا يعمل عملاً فقال قولاً لا يحنث ، وأجيب بأن مرجع اليمين إلى العرف ، والقول لا يسمى عملاً في العرف ولهذا يعطف عليه .

والتحقيق: أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازاً، وكذا الفعل، لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام: ١١٢] بعد قوله: ﴿ رُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ ﴾ ، وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل. والمعرفة: وفي تناولها نظر، قال بعضهم: هو محال لأن النية قصد المنوي، وإنما يقصد المرء ما يعرف فيلزم أن يكون عارفاً قبل المعرفة، وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بما حاصله: إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلم، وإن كان المراد النظر في الدليل فلا؛ لأن كل ذي عقل يشعر مثلاً بأن له من يدبره، فإذا أخذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم / تكن النية حين في محالاً.

وقال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال، والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال، ورجع الأول بأن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى. وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى باشتراط النية، وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل، وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لها، ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها للوضوء، وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضا، نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل كما هو معروف في مبسوطات الفقه.

(تكميل): الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة للضمير، والتقدير: الأعمال بنياتها، وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلاً صلاة أو غيرها، ومن كونها فرضًا أو نفلا، ظهرًا مثلاً أو عصرًا، مقصورة أو غير مقصورة. وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ فيه بحث، والراجح: الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين، كالمسافر مثلا ليس له أن يقصر إلا بنية القصر، لكن لا يختاج إلى نية ركعتين؛ لأن ذلك هو مقتضى القصر، والله أعلم.

قوله: (وإنما لكل امرئ مانوي) قال القرطبي (١): فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في

<sup>(</sup>١) المفهم (٣/ ٤٧٧).

الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة، وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى؛ لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها، فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه، وقال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، يعنى إذا عمله بشرائطه، أو حال دون عمله له ما يعذر شرعًا بعدم عمله، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. ومراده بقوله: (ما لم ينوه) أي: لا خصوصًا ولا عمومًا، أما إذا لم ينو شيئًا مخصوصًا لكن كانت هناك نية عامة تشمله، فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء، ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى، وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد، فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها؛ لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل، وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة، فإنه لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح؛ لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف فلابد فيه من القصد إليه، بخلاف تحية المسجد. والله أعلم.

وقال النووي<sup>(۱)</sup>: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة، لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرًا مثلاً أو عصرًا، ولا يخفى أن محله ما إذا لم تنحصر الفائتة. وقال ابن السمعاني في أماليه: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القربة، كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة. وقال غيره: أفادت أن النيابة لا تدخل في النية، فإن ذلك هو الأصل، فلا يرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره، فإنها على خلاف الأصل. وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها. وأفاد أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها، وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له، كالأذكار والأدعية والتلاوة لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة، ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع، أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلا، ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثوابًا، ومن ثم قال للتعجب فلا، وحركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب؛ لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة، بل هو خير من السكوت مطلقًا، أي المجرد عن التفكر. قال: وإنما هو ناقص بالنسبة الى عمل القلب. انتهى. ويؤيده قوله على "في بضع أحدكم صدقة» ثم قال في الجواب عن قولهم: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟: "أرأيت لو وضعها في حرام»، وأورد على إطلاق قولهم: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟: "أرأيت لو وضعها في حرام»، وأورد على إطلاق

<sup>(</sup>١) المنهاج (١٣/٥٣).

الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من فعل الحرام، وليس ذلك مراده.

وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة، فإنه لا يحتاج إلى نية تخصه كتحية المسجد كما تقدم، وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة فإن عدتها تنقضي؛ لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت، ومن ثم لم يحتج المتروك إلى نية. ونازع الكرماني (۱) في إطلاق الشيخ محيي الدين كون المتروك لا يحتاج إلى نية: بأن الترك فعل وهو الكرماني (۱) في إطلاق الشيخ محيي الدين كون المتروك لا يحتاج إلى نية: بأن الترك فعل وهو الترك النفس، وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلابد فيها من/ قصد الترك، وتُعُقّب بأن قوله: (الترك فعل) مختلف فيه، ومن حق المستدل على المانع أن يأتي بأمر متفق عليه. وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المورد؛ لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها؟ والذي أورده: هل يحصل الثواب بدونها؟ والتفاوت بين المقامين طاهر، والتحقيق: أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس، فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفًا من الله تعالى، فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه، لا الترك المجرد. والله أعلم.

(تنبيه): قال الكرماني (٢): إذا قلنا: إن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر ففي قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» نوعان من الحصر: قصر المسند على المسند إليه؛ إذ المراد: إنما لكل امرئ ما نواه، والتقديم المذكور.

قوله: (فمن كانت هجرته إلى دنيا) كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن البخاري بحذف أحد وجهي التقسيم وهو قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله...» إلخ. قال الخطابي (۳): وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخروما قد ذهب شطره، ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال، ومن جهة من عرض من رواته؟ فقد ذكره البخاري من غير طريق الحميدي مستوفى، وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تامًا، ونقل ابن التين كلام الخطابي مختصرًا. وفهم من قوله: مخرومًا: أنه قد يريد أن في السند ونقل ابن التين كلام الخطابي مختصرًا. ولهم من قوله عجرومًا: أنه قد يريد أن في السند انقطاعًا، فقال من قبل نفسه الأن البخاري لم يلق الحميدي، وهو مما يتعجب من إطلاقه مع

<sup>(1) (1/41).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۱۹/۱).

<sup>(</sup>٣) الأعلام(١٠٨/١٠٩).

قول البخاري: (حدثنا الحميدي) وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب، وجزم كل من ترجمه بأن الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث، وقال ابن العربي في مشيخته: لا عذر للبخاري في إسقاطه؛ لأن الحميدي شيخه فيه قد رواه في مسنده على التمام. قال: وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي، فحدثه هكذا فحدث عنه كما سمع أو حدثه به تامًا فسقط من حفظ البخاري. قال: وهو أمر مستبعد جدًا عند من اطلع على أحوال القوم، وقال الداودي الشارح: الإسقاط فيه من البخاري، فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك. انتهى.

وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وأبي إسماعيل الترمذي وغير واحد عن الحميدي تامًا، وهو في مصنف قاسم بن أصبغ ومستخرَجي أبي نعيم، وصحيح أبي عوانة من طريق الحميدي، فإن كان الإسقاط من غير البخاري فقد يقال: لم اختار الابتداء بهذا السياق الناقص؟ والجواب قد تقدمت الإشارة إليه، وأنه اختار الحميدي لكونه أجل مشايخه المكيين إلى آخر ما تقدم في ذلك من المناسبة، وإن كان الإسقاط منه، فالجواب ما قاله أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة له على البخاري: إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال: لعل البخاري قصد أن يبععل لكتابه صدرًا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله، فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته. ونكب عن أحد وجهي التقسيم، مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام. انتهى ملخصًا. وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة، والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا، فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث، حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة، فرارًا من التزكية، وبَقَى الجملة المترددة المحتملة تفويضًا للأمر إلى ربه المطلع على سريرته المجازي له بمقتضى نيته.

ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم، وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط، وإيثار الأغمض على الأجلى، وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنًا وإسنادًا، وقد وقع في رواية حماد ابن زيد، في باب الهجرة (١) تأخر قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» عن قوله: «فمن

<sup>(</sup>۱) (۸/ ٦٦٥)، كتاب مناقب الأنصار، باب ٤٥، ح ٣٨٩٨.

ا ــــ كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، فيحتمل/ أن تكون رواية الحميدي وقعت عند البخاري كذلك، فتكون الجملة المحذوفة هي الأخيرة، كما جرت به عادة من يقتصر على بعض الحديث. وعلى تقدير أن لا يكون ذلك فهو مُصَيَّر من البخاري إلى جواز الاختصار في الحديث ولو من أثناثه، وعدا هو الراجح. والله أعلم.

وقال الكرماني (١) في غير هذا الموضع: إن كان الحديث عند البخاري تامًّا لِمَ خرمه في صدر الكتاب، مع أن الخرم مختلف في جوازه؟ قلت: لا جزم بالخرم؛ لأن المقامات مختلفة، فلعله في مقام بيان أن الإيمان بالنية واعتقاد القلب سمع الحديث تامًّا، وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنها يصح بالنية سمع ذلك القدر الذي روي، ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه، ثم إن كان منه فخرمه، ثم لأن المقصود يتم بذلك المقدار، فإن قلت: فكان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده، وهو أن النية ينبغي أن تكون لله ورسوله . قلت : لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس . انتهى .

وهو كلام من لم يطلع على شيء من أقوال من قدمت ذكره من الأثمة على هذا الحديث، والسيما كلام ابن العربي، وقال في موضع آخر: إن إيراد الحديث تامًّا تارةً وغير تامٌّ تارةً إنما هو من اختلاف الرواة، فكل مثهم قدروي ما سمعه فلا خرم من أحد، ولكن البخاري يذكرها في المواضع التي يناسب كلاً منها بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له. انتهى. وكأنه لم يطلع على حديث أخرجه البخاري بسند واحد من ابتدائه إلى انتهائه، فساقه في موضع تامًّا وفي موضع مقتصرًا على بعضه، وهو كثير جدًا في الجامع الصحيح، فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه؛ لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين، بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني وهكذا ما بعده، وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر تارةً بالجزم إن كان صحيحًا، وتارةً بغيره إن كان فيه شيء، وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق، ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندًا ومتنًا في موضعين أو أكثر إلا نادرًا، فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعًا.

قوله: (هجرته) الهجرة: الترك، والهجرة إلى الشيء: الانتقال إليه عن غيره، وفي الشرع: ترك ما نهى الله عنه، وقد وقعت في الإسلام على وجهين: الأول: الانتقال من دار الخوف إلى

<sup>(14/1) (1)</sup> 

دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة ، الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي الشبالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين ، وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة ، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص ، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيًا ، فإن قيل : الأصل تغاير الشرط والجزاء ، فلا يقال مثلاً : من أطاع أطاع ، وإنما يقال مثلاً : من أطاع نجا ، وقد وقعا في هذا الحديث متحدين . فالجواب : أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر ، وتارة بالمعنى ويفهم ذلك من السياق ، ومن أمثلته قوله تعالى : ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلُ صَلِيمًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى اللهِ مَنَابَ وَعَمِلُ صَلِيمًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى اللهِ أنت ، أي : الصديق الخالص ، وقولهم : هم هم ، أي : الذين لا يقدر قدرهم ، وقول الشاعر : أن أبو النجم وشعري شعري . أو هو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب ، وقال ابن مالك : قد يقصد بالخبر الفرد بيان الشهرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدأ لفظًا كقول الشاعر :

خليلي خليلي دون ريب وربما ألان امرؤ قو لأفظن خليلاً

وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط كقولك: من قصدني فقد قصدني، أي فقد قصد من عرف بإنجاح قاصده، وقال غيره: إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما المبالغة إما في التعظيم وإما في التحقير.

قوله: (إلى دنيا) بضم الدال، وحكى ابن قتيبة (١) كسرها، وهي فُعلى من الدنو أي: القرب، سميت بذلك لسبقها للأخرى، وقيل: سميت دنيا لدنوها إلى الزوال، واختلف في حقيقتها فقيل: ما على الأرض من الهواء والجو، وقيل: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض، والأولى أولى، لكن يزاد فيه مما قبل قيام الساعة، ويطلق على كل جزء منها مجازاً.

<sup>(</sup>١) أدب الكاتب (ص: ٤٢٥).

حرف التأنيث. وتُعُقِّبَ بأن لروم التأنيث للألف المقصورة كافٍ في عدم الصرف، وأما الوصفية فقال ابن مالك (١): استعمال دنيا منكرًا فيه إشكال؛ لأنها أفعل التفضيل، فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى، قال: إلا أنها خلعت عنها الوصفية وأجريت مجرى ما لم يكن وصفًا قط، ومثله قول الشاعر (٢):

## وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يومًا سراة كرام الناس فادعينا

وقال الكرماني (٣): قوله: (إلى) يتعلق بالهجرة إن كان لفظ (كانت) تامة، أو هو خبر لـ (كانت) إن كانت ناقصة. ثم أورد ما محصله: أن لفظ كان إن كان للأمر الماضي فلا يعلم ما الحكم بعد صدور هذا القول في ذلك، وأجاب بأنه: يجوز أن يراد بلفظ (كان) الوجود من غير تقييد بزمان، أو يقاس المستقبل على الماضي، أو من جهة أن حكم المكلفين سواء.

قوله: (يصيبها) أي: يحصلها؛ لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود.

قوله: (أو امرأة) قيل: التنصيص عليها من الخاص بعد العام للاهتمام به، وتعقبه النووي بأن لفظ (دنيا) نكرة، وهي لا تعم في إلإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها، وتُعُقّب بكونها في سياق الشرط فتعم، ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير؛ لأن الافتتان بها أشد. وقد تقدم النقل عمن حكى أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس ولم نقف على تسميته، ونقل ابن دحية أن اسمها (قيلة) بقاف مفتوحة ثم تحتانية ساكنة، وحكى ابن بطال (٤) عن ابن سراج: أن السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية ويراعون الكفاءة في النسب، فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك. انتهى. ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولى وكانت المرأة عربية، وليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه، بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام، وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة في مقام المنع.

<sup>(</sup>١) شواهدالتوضيع (ص: ١٣٩)

<sup>(</sup>٢) الشاعر: بشامة بن حرم النهشلي، انظر: شرح المفصل (٦/ ١٠٠).

<sup>(19/1) (</sup>٣)

<sup>(3) (1/</sup> ۲۳).

قوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه) يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها، وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها وهي المحذوفة \_ لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله وعظم شأنهما، بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما، وقال الكرماني (١): يحتمل أن يكون قوله: «إلى ما هاجر إليه» متعلقًا بالهجرة، فيكون الخبر محذوفًا والتقدير: قبيحة، أو غير صحيحة مثلاً، ويحتمل أن يكون خبر (فهجرته)، والجملة خبر المبتدأ الذي هو (من كانت). انتهى. وهذا الثاني هو الراجح؛ لأن الأول يقتضي أن تلك الهجرة مذمومة مطلقًا، وليس كذلك، إلا إن حمل على تقدير شيء يقتضي التردد أو القصور عن الهجرة الخالصة كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر و تزوج المرأة معًا، فلا تكون قبيحة و لا غير صحيحة، بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة، وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة، فأما من طلبها مضمومة إلى فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة، فأما من طلبها مضمومة إلى على صورة الهجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أخلص، وكذا من طلب الترويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله بالنويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله بالأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف.

ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه النسائي عن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت تزوجتك، فأسلم فتزوجته، وهو محمول على أنه رغب في الإسلام و دخله من وجهه وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح، فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية، أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم، واختار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، أو الديني أجر بقدره، وإن تساويا فتردد كان القصد بين الشيئين فلا أجر، وأما إذا نوى العبادة وخالطها بشيء مما يغاير الإخلاص، فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء، فإن كان ابتداؤه لله خالصًا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره. والله أعلم.

واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم؛ لأن فيه أن العمل يكون منتفيًا إذا خلاعن النية، ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه، وعلى أن الغافل لا تكليف عليه؛ لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد، وعلى أن من صام تطوعًا بنية قبل الزوال أن لا يحسب له إلا من وقت النية وهو مقتضى الحديث، لكن تمسك

<sup>(1) (1/91).</sup> 

من قال بانعطافها بدليل آخر، ونظيره حديث: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها» أي: أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى، وعلى أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئًا لا يمكن غفلتهم عنه، ولم يذكره غيره أن ذلك لا يقدح في صدقه، خلافًا لمن أعل بذلك؛ لأن علقمة ذكر أن عمر خطب به على المنبر، ثم لم يصح من جهة أحد عنه غير علقمة. واستدل بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه، ومن أمثلة ذلك: جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية، وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام وقال: الجمع ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة، ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطًا لأعلمهم به.

واستدل به على أن العمل إذا كان مضافًا إلى سبب ويَجمع متعددَه جنسٌ أن نية الجنس تكفي، كمن أعتق عن كفارة ولم يعين كونها عن ظهار أو غيره؛ لأن معنى الحديث: أن الأعمال بنياتها، والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة وهو غير محوج إلى تعيين سبب، وعلى هذا لو كانت عليه كفارة \_ وشك في سببها \_ أجزأه إخراجها بغير تعيين. وفيه زيادة النص على السبب؛ لأن الحديث سيق في قصة المهاجر لتزويج المرأة، فذكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير. وقال شيخنا شيخ الإسلام: فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصًا، فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وسيأتي ذكر كثير من فوائد هذا الحديث في كتاب الإيمان (١) \_حيث قال المصنف في الترجمة: فدخل فيه العبادات والأحكام \_ إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق.

٧- حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الله عَنْهُ - رَضِيَ الله عَنْهُ الله عَنْهَ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا قَالَ : يَا رَسُولَ الله عَنْهُ عَلْ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَيَ فَيَعْضَمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلاً ، الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَيَ فَيَعْضَمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلاً ، الله عَنْهَا - : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْم فَيُكُلِّهُ مِنْ لَا عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْم

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٤٢)، كتاب الإيمان، باب ٤١، ح٥٥.

الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

[الحديث:٢٤ طرفه في: ٣٢١٥]

(الحديث الثاني) من أحاديث بدء الوحي:

قوله: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي، كان نزل تنيس من عمل مصر، وأصله دمشقى، وهو من أتقن الناس في الموطأ، كذا وصفه يحيى بن معين.

قوله: (أم المؤمنين) هو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ وَأَزْفِكُهُ وَأَمْكُهُم ﴾ [الأمحزاب: ٦] أي: في الاحترام وتحريم نكاحهن لا في غير ذلك مما اختلف فيه على الراجح. وإنما قيل للواحدة منهن أم المؤمنين للتغليب، وإلا فلا مانع من أن يقال لها: أم المؤمنات على الراجح.

قوله: (أن الحارث بن هشام) هو المخزومي، أخو أبي جهل شقيقه، أسلم يوم الفتح، وكان من فضلاء الصحابة،/ واستشهد في فتوح الشام.

قوله: (سأل) هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة ، فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك ، وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف (١) فأخرجوه في مسند عائشة ، ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد فيكون من مرسل الصحابة ، وهو محكوم بوصله عند الجمهور ، وقد جاء ما يؤيد الثاني ، ففي مسند أحمد ومعجم البغوي وغيرهما من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال: سألت . وعامر فيه ضعف ، لكن وجدت له متابعًا عند ابن منده ، والمشهور الأول .

قوله: (كيف يأتيك الوحي؟) يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك، وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز؟ لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله، واعترض الإسماعيلي فقال: هذا الحديث لا يصلح لهذه الترجمة، وإنما المناسب لـ (كيف بدء الوحي؟) الحديث الذي بعده، وأما هذا فهو لكيفية إتيان الوحي لا لبدء الوحي. اهـ. قال الكرماني (٢): لعل المراد منه السؤال عن كيفية ابتداء الوحي، أو عن كيفية ظهور الوحي، فيوافق ترجمة الباب. قلت: سياقه يشعر بخلاف ذلك لإتيانه بصيغة المستقبل دون الماضي، لكن يمكن أن يقال: إن المناسبة تظهر من الجواب؛ لأن فيه إشارة إلى انحصار صفة الوحي أو صفة حامله في الأمرين فيشمل حالة الابتداء، وأيضا فلا أثر

19

<sup>(</sup>١) تحفة الأشراف (١٢/ ١٩٣، - ١٧١٥).

<sup>(</sup>YV/I) (Y).

للتقديم والتأخير هنا ولو لم تظهر المناسبة، فضلاً عن أنّا قدمنا أنه أراد البداءة بالتحديث عن إمامي الحجاز فبدأ بمكة ثم ثنى بالمدينة، وأيضًا فلا يلزم أن تتعلق جميع أحاديث الباب ببدء الوحي، بل يكفي أن يتعلق بذلك وبما يتعلق به وبما يتعلق بالآية أيضًا، وذلك أن أحاديث الباب تتعلق بلفظ الترجمة وبما اشتملت عليه، ولما كان في الآية أن الوحي إليه نظير الوحي إلى الأنبياء قبله، ناسب تقديم ما يتعلق بها، وهو صفة الوحي وصفة حامله إشارة إلى أن الوحي إلى الأنبياء لا تباين فيه، فَحَسُنَ إيراد هذا الحديث عقب حديث الأعمال، الذي تقدم التقدير بأن تعلقه بالآية الكريمة أقوى تعلق. والله سبحانه وتعالى أعلم.

قوله: (أحيانًا) جمع حين، يطلق على كثير الوقت وقليله، والمرادبه هنا مجرد الوقت، فكأنه قال: أوقاتًا يأتيني، وانتصب على الظرفية، وعامله «يأتيني» مؤخر عنه. وللمصنف من وجه آخر عن هشام في بدء الخلق (١) قال: كل ذلك يأتي الملك. أي كل ذلك حالتان فذكرهما، وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون، أنه بلغه أن النبي على كان يقول: «كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني به جبريل فيلقيه عليَّ كما يلقي الرجل على الرجل، فذلك ينفلت مني، ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي، فذلك الذي لا ينفلت مني» وهذا مرسل مع ثقة رجاله، فإن صح فهو محمول على ماكان قبل نزول قوله تعالى: ﴿ لاَ يَكُلُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ [القيامة: ١٦] كما سيأتي، فإن الملك قد تمثل رجلاً في صور كثيرة، ولم ينفلت منه ما أتاه به، كما في قصة مجيئه في صورة دحية وفي صورة أعرابي، وغير ذلك وكلها في الصحيح.

وأورد على ما اقتضاه الحديث وهو أن الوحي منحصر في الحالتين حالات أخرى: إما من صفة الوحي كمجيئه كدوي النحل، والنفث في الروع، والإلهام، والرؤيا الصالحة، والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة، وإما من صفة حامل الوحي، كمجيئه في صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح، ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. والجواب: منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب، أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال، أو لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهما، فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين، أو لم يأته في تلك الحالة بوحي، أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرس، فإنه بين بهاصفة الوحي لاصفة حامله.

<sup>(</sup>۱) (٧/ ٥١٣)، كتاب بدء الخلق، باب٢، ح ٢١٥.

وأما فنون الوحي، فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس؛ لأن سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين - كما في حديث عمر - يسمع عنده كدوي النحل، والصلصلة بالنسبة إلى النبي على فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين، وشبهه هو يله بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه. وأما النفث في الروع، فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين، فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ في روعه. وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه؛ لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل، وكذا التكليم ليلة الإسراء. / وأما الرؤيا الصالحة فقال ابن بطال (۱): لا ترد، لأن السؤال وقع عما ينفر دبه عن الناس؛ لأن الرؤيا قد يشركه فيها غيره. اهد. والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءًا من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير، وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبيًا وليس كذلك، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة، أو لكون حال المنام لا يخفى على السائل، فاقتصر على ما يخفى عليه، أو كان ظهور ذلك له وقل في المنام أيضا على الوجهين المذكورين لا غير، قاله الكرماني (۲): وفيه نظر. وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعًا - فذكرها - وغالبها من صفات حامل الوحي، ومجموعها يدخل فيما ذكر، وحديث: «إن روح القدس نفث في روعي»، أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود.

قوله: (مثل صلصلة الجرس) في رواية مسلم "في مثل صلصلة الجرس" والصلصلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة: في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، وقيل: هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة، والجرس الجلجل الذي يعلق في رءوس الدواب، واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس، وقال الكرماني (٣): الجرس ناقوس صغير أو سطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوسًا على البعير، فإذا تحرك النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة. اهد. وهو تطويل للتعريف بما لا طائل تحته. وقوله: (قطعة نحاس)، معترض لا يختص به، وكذا (البعير)، وكذا قوله (منكه سًا)؛ لأن تعليقه على تلك الصورة هو وضعه المستقيم له.

فإن قيل: المحمود لا يشبه بالمذموم، إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل، والمشبه

<sup>(1) (1/17).</sup> 

<sup>(7) (1/17).</sup> 

<sup>·(</sup>YV/1) (T)

الوحي وهو محمود، والمشبه به صوت الجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه، والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة كما أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما، فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ والجواب: أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها، بل ولا في أخص وصف له، بل يكفي اشتراكهما في صفة ما، فالمقصود هنا بيان الجنس، فذكر ما ألف السامعون سماعه تقريبًا لأفهامهم، والمحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوة وجهة طنين، فمن حيث القوة وقع التشبيه به، ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه وعلل بكونه مزمار الشيطان، ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكور، وفيه نظر. قيل: والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي، قال الخطابي (۱): يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد، وقيل: بل هو صوت حفيف أجنحة الملك. والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره، ولما كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من الآلات. وسيأتي كلام ابن بطال في هذا المقام في الكلام على حديث ابن عباس: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. . . » الحديث، عند تفسير قوله: ﴿ حَقّ إِذَا فُرِعَ عَن الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها . . . » الحديث، عند تفسير قوله : ﴿ حَقّ إِذَا فُرِعَ عَن الله تعالى .

قوله: (وهو أشده عليً) يفهم منه أن الوحي كله شديد، ولكن هذه الصفة أشدها، وهو واضح، لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود، والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع، وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول، وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية وهو النوع الثاني، والأول أشد بلا شك. وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني: سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات توذن بتعظيمه للاهتمام به كما سيأتي في حديث ابن عباس: «كان يعالج من التنزيل شدة» قال: وقال بعضهم: وإنما كان شديدًا عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع. اهد. وقيل: إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديد، وهذا فيه نظر، والظاهر أنه لا يختص بالقرآن كما سيأتي بيانه في حديث يعلى بن أمية في قصة لابس الجبة المتضمع المتضمع عليه وإنه وإنه وإنه الحبة المتضمع عليه وإنه الحبة المتضمع عليه وإنه وإنه الحبة المتضمع عليه وإنه والمناهد عليه وإنه الحبة المتضمع عليه وإنه المناهد عليه وإنه الحبة المتضمع عليه وإنه والنه عليه وإنه والمناهد المناهد عليه وإنه والمناهد والمناهد عليه وإنه والمناهد وال

الأعلام(١/١٢١).

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ٥٢٤)، كتاب التفسير، باب ١، ح ٤٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) (٤٠٩/٤)، كتاب الحج، باب ١٧، ح١٥٣٦.

ليغط»، وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفي والدرجات.

قوله: (فيفصم) بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة أي: يقلع ويتجلى ما يغشاني، ويروى بضم أوله من الرباعي، وفي رواية لأبي ذر بضم أوله وفتح الصاد/ على البناء \_\_\_\_\_ للمجهول. وأصل الفصم القطع، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، وقيل الفصم بالفاء: القطع بلا إبانة، وبالقاف: القطع بإبانة، فذكر الفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود، والجامع بينهما بقاء العلقة.

قوله: (وقد وعيت عنه ما قال) أي: القول الذي جاء به، وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك، ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى حكاية عمن قال من الكفار: ﴿ إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا قَوْلُ الْمُشَرِ ﴿ إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَا قَوْلُ اللَّهُمِ كَانُوا يَنْكُرُونَ الوحي، وينكرون مجيء الملك به.

قوله: (يتمثل لي الملك رجلاً) التمثل مشتق من المثل، أي: يتصور، واللام في الملك للعهد وهو جبريل، وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد المقدم ذكرها. وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر، قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل أرادوا، وزعم بعض الفلاسفة أنها جواهر روحانية، و (رجلاً) منصوب بالمصدرية، أي: يتمثل مثل رجل، أو بالتمييز، أو بالحال، والتقدير: هيئة رجل.

قال إمام الحرمين: تمثل جبريل معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه، ثم يعيده إليه بعد. وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء، وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها موجبًا لموته، بل يجوز أن يبقى الجسد حيًا؛ لأن موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلاً، بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقه، ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الجنة، وقال شيخنا شيخ الإسلام: ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه، بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصلي، إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل، وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته، ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشا فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير. وهذا على سبيل التقريب، والحق: أن تمثل الملك رجلاً ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاً، بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسًا لمن يخاطبه، والظاهر أيضاأن القدر الزائد لا يزول و لا يفنى، بل يخفى على الرائي فقط. والله أعلم.

قوله: (فيكلمني) كذا للأكثر، ووقع في رواية البيهقي من طريق القعنبي عن مالك «فيعلمني» بالعين بدل الكاف، والظاهر أنه تصحيف، فقد وقع في الموطأ رواية القعنبي

بالكاف، وكذا للدار قطني في جديث مالك من طريق القعنبي وغيره.

قوله: (فأعي ما يقول) زاد أبو عوانة في صحيحه: «وهو أهونه علي»، وقد وقع التغاير في الحالتين حيث قال في الأول: «وقد وعيت» بلفظ الماضي، وهنا «فأعي» بلفظ الاستقبال؛ لأن الوعي حصل في الأول قبل الفصم، وفي الثاني حصل حال المكالمة، أو أنه كان في الأول قد تلبس بالصفات الملكية فإذا عاد إلى حالته الجبلية، كان حافظًا لما قيل له فعبر عنه بالماضي، بخلاف الثاني فإنه على حالته المعهودة.

قوله: (قالت عائشة) هو بالإسناد الذي قبله، وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرًا، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف، وقد أخرجه الدارقطني في حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب عن مالك مفصولاً عن الحديث الأول، وكذا فصلهما مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام. ونكتة هذا الاقتطاع هنا اختلاف التحمل؛ لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارث، وفي الثاني أخبرت عما شاهدت تأييدًا للخبر الأول.

قوله: (ليتفصد) بالفاء وتشديد المهملة، مأخوذ من الفصد وهو: قطع العِرْق لإسالة الدم، شبه جبينه بالعِرْق المفصود مبالغة في كثرة العَرَق. وفي قولها: «في اليوم الشديد البرد» دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي، لما فيه من مخالفة العادة، وهو كثرة العَرَق في شدة البرد، فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية، وقوله: (عَرَقًا) بالنصب على التمييز، زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البيهقي في الدلائل: «وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه».

(تنبيه): حكى العسكري في التصحيف عن بعض شيوخه أنه قرأ «ليتقصد» بالقاف، ثم قال العسكري: إن ثبت فهو من قولهم: تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع، ولا يخفى بعده. انتهى، وقد وقع في هذا التصحيف أبو الفضل بن طاهر، فرده عليه المؤتمن الساجي بالفاء، قال: فأصر على القاف. وذكر الذهبي في ترجمة ابن طاهر (۱) عن/ ابن ناصر أنه رد على ابن طاهر لما قرأها بالقاف، قال: فكابرني. قلت: ولعل ابن طاهر وجهها بما أشار إليه العسكري. والله أعلم، وفي حديث الباب من الفوائد في ما تقدم أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سيرأعلام النبلاء (١٩/ ٣٦٥).

٣ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي عَنْ عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - أَنَّهَا قَالَتْ: وَقُلُ مَا بُدِئ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الْخَلاءُ، وَكَانَ يَخُلُو بِغَارِ وَرَاءٍ، فَكَانَ لا يَرَى رُوْيًا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاءُ، وَكَانَ يَخُلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْعَدْدِ، قَبْلَ أَنْ يُنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُو فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُو فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُو فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِيُّ»، قَالَ: «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي» فَقَالَ: اقْرَأْ وَلَيْكَ أَلْأَكُمُ مُنِي الثَّائِيةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي» فَقَالَ: ﴿ اقْوَلَ إِلَا الْمَلْفِي الْقَالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي » فَقَالَ: ﴿ اقْوَلَ إِلَى الْمَالِي وَلَكَ اللّهِ مَلِكَ اللّهُ الْمَعْرَبُ مِنْ عَلَقٍ مِنْ الْمُعَلِي الثَّالِيَةَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي » فَقَالَ: ﴿ اقْوَلَ إِلْمَالِهِ وَلَكُ اللّهِ وَكُلُولُ الْأَكُرُمُ مُنْ الْمُعَلِي الثَالِي الثَّالِيةِ وَلَيْ الْمَالِقِ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنِي الثَّالِيةِ وَيَلْكُ الْمُؤْمِنِي الثَّالِي الْمُؤْمِنِي الْحَلِقُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِنُ وَلَوْ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُو

فَوَّالَ: زَمِّلُونِي رَمِّلُونِي، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ بِنْتِ خُويْلِدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: «لَقَلْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي»، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَالله مَا يُخْزِيكَ الله أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِم، وتَحْمِلُ الْكَلَّ، وتكسِبُ الْمَعْدُومَ، وتَقْرِي الضَّيْف، وتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ كَلَّ وَالله مَا يُخْزِيكَ الله أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِم، وتَحْمِلُ الْكَلَّ، وتكسِبُ الْمَعْدُومَ، وتَقْرِي الضَّيْف، وتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ عَلَى الْكَلَّ، وتكسِبُ الْمَعْدُومَ، وتَقْرِي الضَّيْف، وتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. وَكَانَ امْرَأُ قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْكَلَّ، وتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وتَقْرِي الضَّيْف، وتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْتُبُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْتُبُ وَكَانَ شَيْخَا كَبِيرًا قَدْ عَمِي، فَقَالَتُ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ.

فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَهُ : هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ الله عَلَى مُوسَى ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا ، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيَّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «أُومُخْرِجِيَّ هُمْ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلا عُودِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤزَّرًا . ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّي وَفَتَرَ الْوَحْيُ .

[الحديث بيم؟ أطرافه في: ٣٣٩٢، ٣٥٥٤، ٤٩٥٥، ٢٩٥٦، ٤٩٥٧، ٢٩٥٢]

## (الحديث الثالث):

قوله: (حدثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبدالله بن بكير، نسبه إلى جده لشهرته بذلك، وهو من كبار حفاظ المصريين، وأثبت الناس في الليث بن سعد الفهمي فقيه المصريين،

و (عقيل) بالضم على التصغير، وهو من أثبت الرواة عن ابن شهاب، وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه، نسب إلى جد جده لشهرته، الزهري نسب إلى جده الأعلى زهرة بن كلاب، وهو من رهط آمنة أم النبي على اتفقوا على إتقانه وإمامته.

- قوله: (من الوحي) يحتمل أن تكون (من) تبعيضية، أي: / من أقسام الوحي، ويحتمل أن تكون بيانية، ورجحه القزاز.

وقوله: (الرؤيا الصالحة) وقع في رواية معمر (١) ويونس (٢) عند المصنف في التفسير «الصادقة» وهي التي ليس فيها ضغث، وبدئ بذلك ليكون تمهيدًا وتوطئة لليقظة، ثم مهد له في اليقظة أيضًا رؤية الضوء، وسماع الصوت، وسلام الحجر.

قوله: (في النوم) لزيادة الإيضاح، أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة لجواز إطلاقها مجازاً.

قوله: (مثل فلق الصبح) بنصب مثل على الحال، أي مُشبِهة ضياء الصبح، أو على أنه صفة لمحذوف، أي جاءت مجيئًا مثل فلق الصبح، والمراد بفلق الصبح: ضياؤه، وخُصَّ بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لاشك فيه.

قوله: (حبب) لم يُسَبم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك، وإن كان كل من عندالله، أو لينبه على أنه لم يكن من باعث البشر، أو يكون ذلك من وحي الإلهام. و(الخلاء) بالمد: الخلوة، والسر فيه: أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له. و(حراء) بالمد وكسر أوله كذا في الرواية وهو صحيح، وفي رواية الأصيلي بالفتح والقصر وقد حكي أيضًا، وحكي فيه غير ذلك جوازًا لا رواية، هو جبل معروف بمكة، و(الغار): نقب في الجبل وجمعه غيران.

قوله: (فيتحنث) هي بمعنى يتحنف، أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم، وقد وقع في رواية ابن هشام في السيرة: «يتحنف» بالفاء. أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإثم، كما قيل: يتأثم ويتحرج ونحوهما.

قوله: (وهو التعبد) هذا مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي ولم

<sup>(</sup>۱) (۱۱۱/۱۱۱)، كتاب التفسير، باب ۳، ح ٤٩٥٦، وفي (٢٢٧/١٦)، كتاب التعبير، باب ١، ح ٦٩٨٢.

<sup>(</sup>٢) (١١/١١)، كتاب التفسير، باب ٩٦، ح ٤٩٥٣.

يذكر دليله. نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير (١) ما يدل على الإدراج.

قوله: (الليالي ذوات العدد) يتعلق بقوله: (يتحنث)، وإبهام العدد لاختلافه، كذا قيل، وهو بالنسبة إلى المُدد التي يتخللها مجيئه إلى أهله، وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهر، وذلك الشهر كان رمضان. رواه ابن إسحاق. و(الليالي) منصوبة على الظرف، و(ذوات) منصوبة أيضًا، وعلامة النصب فيه كسر التاء، و(ينزع) بكسر الزاي أي: يرجع وزئا ومعنى، ورواه المؤلف بلفظه في التفسير.

قوله: (لمثلها) أي: الليالي، والتزود استصحاب الزاد، و(يتزود) معطوف على يتحنث، و(خديجة) هي أم المؤمنين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، تأتي أخبارها في مناقبها (٢).

قوله: (حتى جاءه الحق) أي: الأمر الحق، وفي التفسير (٣): حتى فَجِئه الحق - بكسر الجيم - أي بغته، وإن ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولاً قبل اليقظة، أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة عقب ما تقدم في المنام. وسمي حقّا لأنه وحي من الله تعالى، وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: إن النبي على كان أول من أنه يرى في المنام، وكان أول ما رأى جبريل بأجياد، صرخ جبريل: «يا محمد» فنظر يمينًا وشما لا فلم ير شيئًا، فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء فقال: «يا محمد، جبريل جبريل فهرب فدخل في الناس فلم ير شيئًا، ثم خرج عنهم فناداه فهرب، ثم استعلن له جبريل من قبل حراء، فذكر قصة إقرائه: ﴿ آقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ [العلق: ١] ورأى حينئذ جبريل له جناحان من ياقوت يختطفان البصر، وهذا من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود، وأبن لهيعة ضعيف.

وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة مرفوعًا: «لم أره ـ يعني جبريل ـ على صورته التي خلق عليها إلا مرتين»، وبين أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليها، والثانية عند المعراج، وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة: «لم ير محمد جبريل في صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتهى، ومرة في أجياد» وهذا يقوي رواية ابن لهيعة، وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين، وإنما لم يضمها إليهما لاحتمال أن لا يكون رآه فيها على تمام صورته، والعلم عند الله تعالى. ووقع في

<sup>(</sup>۱) (۱۰۲/۱۱)، كتاب التفسير، باب ٩٦، ح ٤٩٥٣.

<sup>(</sup>٢) (٨/٨٥)، كتاب مناقب الأنصار، باب ٢٠، تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) (١٠٢/١١)، كتاب التفسير، باب٩٦، ح ٤٩٥٣.

السيرة التي جمعها سليمان التيمي فرواها محمدبن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سليمان عن أبيه: أن جبريل أتى النبي على حراء وأقرأه: ﴿ أَقَرَأُ بِالسِّهِ رَبِّكَ ﴾ [العلق: ١] ثم انصرف، فبقي مترددًا، فأتاه من أمامه في صورته فرأى أمرًا عظيمًا.

- قوله: (فجاءه) هذه الفاء/ تسمى التفسيرية وليست التعقيبية؛ لأن مجيء الملك ليس بعد مجيء الوحي حتى تعقب به، بل هو نفسه، ولا يلزم من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الشيء بنفسه، بل التفسير عين المفسر به من جهة الإجمال، وغيره من جهة التفصيل.

قوله: (ما أنا بقارئ) ثلاثًا، «ما» نافية، إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء، وإن حكي عن الأخفش جوازه فهو شاذ، والباء زائدة لتأكيد النفي، أي: ما أُحْسِنُ القراءة، فلما قال ذلك ثلاثًا قيل له: ﴿ آقراً بِالشّمِ رَبِكَ ﴾ [العلق: ١] أي: لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك، لكن بحول ربك وإعانته، فهو يعلمك، كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر، وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية، ذكره السهيلي، وقال غيره: إن هذا التركيب \_ وهو قوله: ما أنا بقارئ \_ يفيد الاختصاص. ورده الطيبي بأنه إنما يفيد التقوية والتأكيد، والتقدير: لست بقارئ البتة، فإن قيل: لم كرر ذلك ثلاثًا؟ أجاب أبو شامة: بأن يحمل قوله أولاً: «ما أنا بقارئ البتة، فإن قيل: لم كرر ذلك ثلاثًا؟ أجاب أبو شامة: بأن يحمل قوله أولاً: «ما أنا بقارئ» على الامتناع، وثانيًا: على الإخبار بالنفي المحض، وثالثًا: على الاستفهام، ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال: «كيف أقرأ؟» وفي رواية عبيد بن عمير عن ابن إسحاق: «ماذا أقرأ؟» وفي مرسل الزهري في دلائل البيهقي: وفي رواية أبي الأسود في مؤله أعلم.

قوله: (فغطني) بغين معجمة وطاء مهملة، وفي رواية الطبري بتاء مثناة من فوق كأنه أراد ضمني وعصرني، والغط: حبس النفس، ومنه غطه في الماء، أو أراد غمني ومنه الخنق، ولأبي داود الطيالسي في مسنده بسند حسن: «فأخذ بحلقي».

قوله: (حتى بلغ مني الجهد) روي بالفتح والنصب، أي: بلغ الغط مني غاية وسعي، وروي بالضم والرفع أي: بلغ مني الجهد مبلغه.

وقوله: (أرسلني) أي أطلقني، ولم يذكر الجهد هنا في المرة الثالثة، وهو ثابت عند المؤلف في التفسير (١١).

قوله: (فرجع بها) أي: بالآيات أو بالقصة.

<sup>(</sup>۱) (۱۰۲/۱۱)، كتاب التفسير، باب ٩٦، - ٤٩٥٣.

قوله: (فزملوه) أي: لفوه، و(الروع) بالفتح: الفزع.

قوله: (لقد خشيت على نفسي) دل هذا مع قوله (يرجف فؤاده) على انفعال حصل له من مجيء الملك، ومن ثم قال: «زملوني»، والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على اثني عشر قولاً: أولها: الجنون، وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، جاء مصرحًا به في عدة طرق، وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل، لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك وأنه من عندالله تعالى. ثانيها: الهاجس، وهو باطل أيضًا لأنه لا يستقر، وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة. ثالثها: الموت من شدة الرعب. رابعها: المرض، وقد جزم به ابن أبي جمرة (١١). خامسها: دوام المرض. سادسها: العجز عن حمل أعباء النبوة. سابعها: العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. ثامنها: عدم الصبر على أذى قومه. تاسعها: أن يقتلوه. عاشرها: مفارقة الوطن. حادي عشرها: تكذيبهم إياه. وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث واللذان بعده، وما عداها فهو معترض. والله الموفق.

قوله: (فقالت خديجة: كلا) معناها: النفي والإبعاد، و(يحزنك): بفتح أوله والحاء المهملة والزاي المضمومة والنون من الحزن، ولغير أبي ذر بضم أوله والخاء المعجمة والزاي المكسورة ثم الياء الساكنة من الخزي، ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدًا بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاق؛ لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل، وذلك كله مجموع فيما وصفته به. و(الكل) بفتح الكاف: هو من لا يستقل بأمره كما قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَكُ الله الله تعالى: ﴿ وَهُو كُلُّ عَلَى مَوْلَكُ الله الله تعالى: ﴿ وَهُو كُلُّ عَلَى النحل: ٢٧].

وقولها: (وتكسب المعدوم) في رواية الكشميهني وتكسب بضم أوله، وعليها قال الخطابي (٢): الصواب المُعْدِم بلا واو أي الفقير؛ لأن المعدوم لا يكسب. قلت: ولا يمتنع أن يطلق على المعدم: المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له، والكسب هو الاستفادة، فكأنها قالت: إذا رغب غيرك أن يستفيد مالاً موجودًا رغبت أنت أن تستفيد رجلاً عاجزًا فتعاونه. وقال قاسم بن ثابت في الدلائل: قوله: (يكسب)/ معناه: ما يعدمه غيره

<sup>(</sup>١) بهجة النفوس (١/ ١٨).

<sup>(</sup>۲) الأعلام (۱/۹۲۱).

ويعجز عنه يصيبه هو ويكسبه. قال أعرابي يمدح إنسانًا: كان أكسبهم لمعدوم، وأعطاهم لمحروم، وأنشد في وصف ذئب: «كسوب كذا المعدوم من كسب واحد» أي: مما يكسبه وحده. انتهى.

ولغير الكشميهني: وتكسب، بفتح أوله، قال عياض (١): وهذه الرواية أصح. قلت: قد وجهنا الأولى، وهذه الراجحة، ومعناها: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، فحذف أحد المفعولين، ويقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته بمعنى. وقيل: معناه تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما لا يصيب غيرك، وكانت العرب تتمادح بكسب المال، لاسيما قريش، وكان النبي على قبل البعثة محظوظًا في التجارة، وإنما يصح هذا المعنى إذا ضم إليه ما يليق به، من أنه كان مع إفادته للمال يجود به في الوجوه التي ذكرت في المكرمات.

وقولها: (وتعين على نوائب الحق) كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولِمَا لم يتقدم، وفي رواية المصنف في التفسير (٢) من طريق يونس عن الزهري من الزيادة: «وتصدق الحديث» وهي من أشرف الخصال، وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة: «وتؤدي الأمانة»، وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر، بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه، وأن من نزل به أمر استحب له أن يظلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه.

قوله: (فانطلقت به) أي مضت معه، فالباء للمصاحبة، و(ورقة) بفتح الراء، وقوله: (ابن عم خديجة) هو بنصب ابن ويكتب بالألف، وهو بدل من ورقة أو صفة أو بيان، ولا يجوز جره فإنه يصير صفة لعبد العزى، وليس كذلك، ولا كَتْبُهُ بغير ألف لأنه لم يقع بين علمين.

قوله: (تنصر) أي: صار نصرانيًا، وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل، لما كرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين، فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل، ولهذا أخبر بشأن النبي على والبشارة به، إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل، وأما زيد بن عمرو فسيأتي خبره في المناقب (٣) إن شاء الله تعالى.

قوله: (فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية)، وفي رواية يونس (٤)

<sup>(</sup>١) المشارق (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) (١٠٢/١١)، كتاب التفسير، باب ٩٦، - ٤٩٥٣.

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٥٣٤)، كتاب مناقب الأنصار، باب ٢٤، ح ٣٨٢٧.

<sup>(</sup>٤) (١٠٢/١١)، كتاب التفسير، باب ٩٦، - ٤٩٥٣.

ومعمر (1): ويكتب من الإنجيل بالعربية، ولمسلم: فكان يكتب الكتاب العربي، والجميع صحيح؛ لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبراني كماكان يكتب الكتاب العربي، لتمكنه من الكتابين واللسانين، ووقع لبعض الشراح هنا خبط فلا يعرج عليه، وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرًا كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمة، فلهذا جاء في صفتها: «أناجيلها صدورها».

قولها: (يا ابن عم) هذا النداء على حقيقته، ووقع في مسلم «يا عم» وهو وهم؛ لأنه وإن كان صحيحًا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد، فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين، فتعين الحمل على الحقيقة، وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة، واختلفت المخارج فأمكن التعداد، وهذا الحكم يطرد في جميع ما أشبهه.

وقالت في حق النبي على السمع من ابن أخيك ؛ لأن والده عبد الله بن عبد المطلب، وورقة في عداد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء، فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته، أو قالته على سبيل التوقير لسنه. وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرّف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول، وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة: «اسمع من ابن أخيك» أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي على وذلك أبلغ في التعليم.

قوله: (ماذا ترى؟) فيه حذف يدل عليه سياق الكلام، وقد صرح به في دلائل النبوة لأبي نعيم بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة قال: فأتت به ورقة ابن عمها، فأخبر ته بالذي رأى .

قوله: (هذا الناموس الذي نزل الله على موسى)، وللكشميهني: «أنزل الله»، وفي التفسير (٢): «أُنزل» على البناء للمفعول وأشار بقوله: «هذا» إلى الملك الذي ذكره النبي ﷺ في خبره، ونزله منزلة القريب لقرب ذكره. / والناموس: صاحب السر، كما جزم به المؤلف لفي أحاديث الأنبياء (٣). وزعم ابن ظفر (٤) أن الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس

<sup>(</sup>۱) (۱7/ ۲۷۷)، كتاب التعبير، باب ۱، - ۲۹۸۲.

<sup>(</sup>٢) (١٠٢/١١)، كتاب التفسير، باب٩٦، ح ٤٩٥٣.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٦٩٦)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ٢١، بعد حديث ٣٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) عزاه الخطابي إلى أبي عمرو الشيباني. الأعلام (١/ ١٣٠)، وغريبه (١/ ٨٤).

صاحب سر الشر. والأول الصحيح الذي عليه الجمهور، وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب. والمراد بالناموس هنا: جبريل عليه السلام. وقوله: «على موسى» ولم يقل: على عيسى مع كونه نصرانيًا؛ لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام، بخلاف عيسى وكذلك النبي على المنان موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه، بخلاف عيسى حكذلك وقعت النقمة على يد النبي المناز بفرعون هذه الأمة وهو: أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر و أو قاله تحقيقًا للرسالة، لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب، بخلاف عيسى فإن كثيرًا من اليهود ينكرون نبوته.

وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال، لا يعرَّج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدل، على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة قال: ناموس عيسى. والأصح ما تقدم، وعبد الله بن معاذ ضعيف، نعم في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة، أن خديجة أولاً أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال: لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلم بنو إسرائيل أبناءهم، فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة: ناموس عيسى وتارة ناموس موسى، فعند إخبار خديجة له بالقصة، قال لها: ناموس عيسى، بحسب ما هو فيه من النصرانية، وعند إخبار النبي على له قال له: ناموس موسى للمناسبة التي قدمناها، وكل صحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم.

قوله: (يا ليتني فيها جذع) كذا في رواية الأصيلي، وعند الباقين: «يا ليتني فيها جذعًا» بالنصب على أنه خبر كان المقدرة. قاله الخطابي<sup>(۱)</sup>، وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى: ﴿انتَهُواْ خَيِّرًا لَحَكُمٌ ﴾ [النساء: ١٧١]، وقال ابن بري: التقدير: يا ليتني جعلت فيها جذعًا، وقيل: النصب على الحال، إذا جعلت فيها خبر ليت، والعامل في الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار، قاله السهيلي، وضمير «فيها» يعود على أيام الدعوة، والجذع: بفتح الجيم والذال المعجمة هو: الصغير من البهائم، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابًا ليكون أمكن لنصره، وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرًا أعمى.

<sup>(</sup>١) الأعلام (١/ ١٣٠)

قوله: (إذ يخرجك) قال ابن مالك (١): فيه استعمال «إذ» في المستقبل كإذا، وهو صحيح، وغفل عنه أكثر النحاة، وهو كقوله تعالى: ﴿ وَٱندِرْهُرْ يَوْمَ ٱلْمُسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ [مريم: ٣٩] هكذا ذكره ابن مالك وأقره عليه غير واحد، وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام: بأن النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده، وأولوا ما ظاهره ذلك وقالوا في مثل هذا: استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته، ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في التعبير (٢): «حين يخرجك قومك» وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجاز، وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز، ومجازهم أولى، لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في صورة المضي، تحقيقاً لوقوعه أو استحضاراً للصورة الآتية في هذه دون تلك مع وجوده في أفصح الكلام، وكأنه أراد بمنع الورود ورودًا محمولاً على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال. وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير؛ لأن ورقة تمنى أن يعود شابًا، وهو مستحيل عادة، ويظهر لي أن التمني ليس مقصودًا على بابه، بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به، والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به.

قوله: (أومخرجي هم؟) بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها، جمع مُخْرِج، فـ(هم) مبتدأ مؤخر، و(مخرجي) خبر مقدم، قاله ابن مالك<sup>(٣)</sup>، واستبعد النبي على أن يخرجوه؛ لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج، لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها، وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج.

قوله: (إلا عودي) وفي رواية يونس في التفسير (٤): «إلا أوذي» فذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم، ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك، وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم، وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام.

قوله: (إن يدركني يومك) إن شرطية، والذي بعدها/ مجزوم. زاد في رواية يونس في 1 التفسير (٥٠): «حيا» ولابن إسحاق: «إن أدركت ذلك اليوم» يعني: يوم الإخراج.

<sup>(</sup>١) شواهدالتوضيح (ص: ٦٢).

<sup>(</sup>۲) (۱۲/ ۲۷۷)، كتاب التعبير، باب ۱، ح ۲۹۸۲.

<sup>(</sup>٣) شواهدالتوضيح (ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٤) (١٠٢/١١)، كتاب التفسير، باب ٩٦، ح ٤٩٥٣.

<sup>(</sup>٥) (١٠٢/١١)، كتاب التفسير، باب٩٦، ح ٤٩٥٣.

قوله: (مؤزرًا) بهمزة أي : قويًا ، مأخوذ من الأزر ، وهو القوة . وأنكر القزاز أن يكون في اللغة مؤزر من الأزر ، وقال أبو شامة : يحتمل أن يكون من الإزار ، أشار بذلك إلى تشميره في نصرته ، قال الأخطل : «قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم» البيت .

قوله: (ثم لم ينشب) بفتح الشين المعجمة أي: لم يلبث، وأصل النشوب التعلق، أي: لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات، وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب، وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة، وإلى أن دخل بعض الناس في الإسلام، فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح، وإن لحظنا الجمع أمكن أن يقال: الواو في قوله: وفتر الوحي، ليست للترتيب، فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكرًا بعد ذلك في أمر من الأمور، فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو الواقع. وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان على وحده من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود، فقد روى المؤلف في التعبير (۱) من طريق معمر ما يدل على ذلك.

(فائدة): وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي، أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين، وبه جزم ابن إسحاق، وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر، وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة، وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان، وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي ما بين نزول ﴿ أَوْرَأَ ﴾ [العلق: ١] و ﴿ يَكَايُّهُا ٱلمُنَّرِثُرُ ﴿ ﴾ [المدثر: ١] عدم مجيء جبريل إليه، بل تأخر نزول القرآن فقط، ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد، ولفظه من طريق داودبن أبي هند عن الشعبي: أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين قرن بنبوته يعلمه الكلمة والشيء، ولم ينزل عليه القرآن على لسانه، فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل، فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة، وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصرًا عن داود بلفظ: "بعث لأربعين، ووكل به إسرافيل ثلاث سنين، ثم وكل به جبريل». فعلى هذا فيحسن بهذا المرسل إن ثبت الجمع بين القولين في قدر إقامته بمكة بعد البعثة، فقد قيل ثلاث عشرة، وقيل عشر، ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة. والله أعلم.

وقد حكى ابن التين هذه القصة ، لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل ، وأنكر الواقدي هذه

<sup>(</sup>١) (١١/ ٢٧٧)، كتاب التعبير، ياب ١، ح ٢٩٨٢.

الرواية المرسلة وقال: لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل. انتهى. ولا يخفى ما فيه، فإن المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم. والله أعلم. وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع بها المختلف في مكثه على بمكة، فإنه قال: جاء في بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف، وفي رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة أشهر، فمن قال: مكث عشر سنين، حذف مدة الرؤيا والفترة، ومن قال: ثلاث عشرة، أضافهما، وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت، وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس: أن مدة الفترة المذكورة كانت أيامًا. وسيأتي مزيد لذلك في كتاب التعبير (١) إن شاء الله تعالى.

٤- قال ابنُ شِهاب: وأخبرني أبو سَلَمة بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ أنَّ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ الأنصارِيَّ قال وهُو يحدِّثُ عن فَتْرَةِ الْوَحْي - فقالَ في حَدِيثهِ "بَيْنا أَنا أَمْشِي، إذْ سَمِعْتُ صَوْتًا منَ السماء، فَرَفَعْتُ بَصَري فإذا المَلكُ الذي جاءني بجراءِ جالسٌ على كُرْسِيِّ بيّنَ السماء والأرض، فرُعِبْتُ منه، فَرجَعْتُ فقلت: زَمِّلُوني. فأنزَلَ اللَّهُ تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَ اللَّهُ يَرُ شَيُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّحِ مَن الوَحْيُ وتَتَابِع». تابَعَهُ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ وأبو صالحٍ ، وتابَعَهُ هُلالُ بنُ رَدَّادٍ عن الزُّهْرِيِّ ، وقال يُونُسُ ومَعْمَرٌ "بَوادِرهُ".

[الحديث ٤\_أطرافه في: ٣٢٣٨، ٣٢٣٨، ٤٩٢٤، ٤٩٢٤، ٤٩٢٥، ٤٩٢٦، ٤٩٢٦) ٢٦١٤]

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۲۷۷)، كتاب التعبير، باب ١، ح ٦٩٨٢.

<sup>(</sup>٢) (١١/ ٤٠)، كتاب التفسير، باب٢، «المدثر»، ح٤٩٢٣.

وسياق بسط القول في ذلك في تفسير سورة اقرأ(١).

قوله: (فرعبت منه) بضم الراء وكسر العين، وللأصيلي بفتح الراء وضم العين، أي: فزعت، دل على بقية بقيت معه من الفزع الأول ثم زالت بالتدريج.

قوله: (فقلت: زملوني زملوني) وفي رواية الأصيلي وكريمة: «زملوني» مرة واحدة، وفي رواية يونس في التفسير: «فقلت: دثروني، فنزلت ﴿ يَكَأَيُّهَا المُدَّيِّرِ ﴿ ثَلَا الْمَدَّرِ : ١ ، ٢] أي: عظم ﴿ وَيَلَكُ فَكَيِّرِ فَي المدثر: ٣] أي: عظم ﴿ وَيُلَكُ فَكِيِّرِ فَي المدثر: ٣] أي: عظم ﴿ وَيُلَكُ فَكِيِّرِ فَي المدثر: ٣] أي: عظم ﴿ وَيُلَكُ فَكَيِّرِ فَي النفس، وتطهيرها اجتناب النقائص، والرجزهنا الأوثان كما سيأتي من تفسير الراوي عند المؤلف في التفسير (٢)، والرجز في اللغة: العذاب، وسمى الأوثان هنا رجزًا الأنها سببه.

قوله: (فحمى الوحي) أي جاء كثيرًا، وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخره بالفتور، إذ لم ينته إلى انقطاع كلى، فيوصف بالضدوهو البرد.

قوله: (وتتابع) تأكيد معنوي، ويحتمل أن يرادب «حمي»: قوي، وتتابع: تكاثر، وقد وقع في رواية الكشميهني وأبي الوقت: «وتواتر»، والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضًا من غير تخلل.

(تنبيه): خرج المصنف بالإسناد في التاريخ حديث الباب عن عائشة، ثم عن جابر بالإسناد المذكور هنا فزاد فيه بعد قوله: «تتابع»: قال عروة \_ يعني بالسند المذكور إليه \_: وماتت خديجة قبل أن تفرض الصلاة، فقال النبي على : «رأيت لخديجة بيتًا من قصب، لا صخب فيه ولا نصب» قال البخاري: يعني قصب اللؤلؤ، قلت: وسيأتي مزيد لهذا في مناقب خديجة (٢) إن شاء الله تعالى.

قوله: (تابعه)(1) الضمير يعود على يحيى بن بكير، ومتابعة عبدالله بن يوسف عن الليث هذه عند المؤلف في قصة موسى (٥)، وفيه من اللطائف قوله عن الزهري: سمعت عروة.

<sup>(</sup>۱) (۱۱//۱۱)، كتاب التفسير، باب٩٦، «اقرأ»، ح٤٩٥٣.

<sup>(</sup>٢) (١١/ ٤٣)، كتاب التفسير، باب٥، ح٢٩٢٦.

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٥١٩)، كتاب مناقب الأنصار، باب ٢٠، ح ٣٨١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: تغليق التعليق (٢/ ١٥ ـ ١٨).

<sup>(</sup>٥) (٧/ ٦٩٦)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب٢١، ح٣٣٩، وفي (١١/ ٤٣)، كتاب التفسير، باب٥، «مريم»، ح٢٦٦ مختصرًا.

قوله: (وأبو صالح) هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد أكثر البخاري عنه من المعلقات، وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه، ورواية عبدالله بن صالح عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه مقرونًا بيحيى بن بكير، ووهم من زعم كالدمياطي أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد الغفار وقد وجد في مسنده عن كاتب الليث.

قوله: (وتابعه هلال بن ردّاد) بدالين مهملتيـن الأولى مثقلة، وحديثه في الزهريات للذهلى.

قوله: (وقال يونس) يعني ابن يزيد الأيلي، ومعمر هو ابن راشد، (بوادره) يعني: أن يونس ومعمرًا رويا هذا الحديث عن الزهري فوافقا عقيلاً عليه، إلا أنهما قالا بدل قوله: يرجف فؤاده: ترجف بوادره، والبوادر: جمع بادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق، تضطرب عند فزع الإنسان، فالروايتان مستويتان في أصل المعنى لأن كلاً منهما دال على الفزع، وقد بينا ما في رواية يونس ومعمر من المخالفة لرواية عقيل غير هذا في أثناء السياق، والله الموفق، وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في تفسير سورة ﴿ آقراً بِالسِّم رَبِّكَ ﴾ [العلق: ١] (١) إن شاء الله تعالى.

/٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ وَلَا عَدَّلَ اللهِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا شُرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْبَلَ بِهِ اللهِ اللهِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا شُرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْبَلَ بِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُعَالَلُهُ مِنَا اللّهِ عَلَيْهُ مُعَالَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهِ عَلَيْهُ مُعَالَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ يُحَرِّكُهُمَا، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ يُعَرِّكُهُمَا، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ يُعَرِّكُهُمَا، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كُمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ يُعَرِّكُهُمَا، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُ هُمَا كُمَا كُمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مِعْهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأُهُ، ﴿ فَإِذَا قُرَأَتُهُ فَأَلَيْعَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ، ﴿ فَإِذَا قُرَأَتُهُ فَالّيَع مَا مَرَكُ وَ القيامة: ١٨] قالَ: جَمْعَهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأُهُ، ﴿ فَإِذَا قُرَأَتُهُ فَأَيْعُ فَرَانَهُ مُ اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا الْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأُهُ النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى الْمَالَقَ جِبْرِيلُ قَرَأُهُ النّهُ عَلَيْكَ أَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِذَا أَنَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا الْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأُهُ النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ أَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَهُ الللّه

[الحديث: ٥، أطرافه في: ٤٩٢٧، ٤٩٢٨، ٤٩٢٩، ٥٠٤٤، ٢٥٢٥]

<sup>(</sup>١) (١٠٢/١١)، كتاب التفسير، باب٩٦، «اقرأ»، ح٩٥٣.

قوله: (حدثنا موسى بن إسماعيل) هو أبو سلمة التبوذكي، وكان من حفاظ المصريين.

قوله: (حدثنا أبو حوانة) هو الوضاح بن عبدالله اليشكري مولاهم البصري، كان كتابه في غاية الإتقان، وموسى بن أبي عائشة لا يعرف اسم أبيه، وقد تابعة على بعضه عمر وبن دينار عن سعيد بن جبير أ

قوله: (كان مما يعالج) المعالجة محاولة الشيء بمشقة، أي: كان العلاج ناشئًا من تحريك الشفتين، أي: مبدأ العلاج منه، أو «ما» موضولة وأطلقت على من يعقل مجازًا، هكذا قرره الكرماني (١)، وفيه نظر لأن الشدة حاصلة له قبل التحرك، والصواب ما قاله ثابت السرقسطي أن المرادكان كثيرًا ما يفعل ذلك، وورودهما في هذا كثير ومنه حديث الرؤيا: «كان مما يقول لأصحابه؛ من رأى منكم رؤيا؟»، ومنه قول الشاعر:

وإنا لممانضوب الكبش ضربة على وجهه يلقي اللسان من الفم

قلت: ويؤيده أن رواية المعنف في التفسير (٢) من طريق جرير عن موسى بن أبي عائشة ولفظها: «كان رسول الله الحائز ل جبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه»، فأتى بهذا اللفظ مجردًا عن تقدم العلاج الذي قدره الكرماني، فظهر ما قال ثابت، ووجه ما قال غيره: إن «من» إذا وقع بعدها «ما» كانت بمعنى «ربما»، وهي تطلق على القليل والكثير، وفي كلام سيبويه مواضع من هذا منها قوله: اعلم أنهم مما يحذفون كذا، والله أعلم، ومنه حديث البراء: «كنا إذا صلينا خلف النبي على مما نحب أن نكون عن يمينه» الحديث، ومن حديث سمرة: «كان رسول الله على إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا؟».

قوله: (فقال ابن عباس فأنا أحركهما) جملة معترضة بالفاء، وفائدة هذا زيادة البيان في الوصف على القول، وعبر في الأول بقوله: «كان يحركهما»، وفي الثاني بـ «رأيت»، لأن ابن عباس لم ير النبي على تلك الحالة، لأن سورة القيامة متكية باتفاق، بل الظاهر أن نزول هذه الآيات كان في أول الأمر، وإلى هذا جنح البخاري في إيراده هذا الحديث في بدء الوحي، ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولد، لأنه وُلد قبل الهجرة بثلاث سنين، لكن يجوز أن يكون النبي على أخبره بذلك بعد، أو بغض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي على الأول هو الصواب، فقد ثبت أخبره بذلك صريحًا في مسند أبي داود الطيالسي قال: حدثنا أبو عوانة بسنده، وأما سعيد بن جبير ذلك صريحًا في مسند أبي داود الطيالسي قال: حدثنا أبو عوانة بسنده، وأما سعيد بن جبير

<sup>(1) (1/53,73).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١١/ ٤٨)، كتاب التفسير، باب٢، خ٤٩٢٩.

فرأى ذلك من ابن عباس بلانزاع.

قوله: (فحرك شفتيه) وقوله: فأنزل الله ﴿ لا تُحْرِك بِهِ عِلَسَانَك ﴾ [القيامة: ١٦] لا تنافي بينهما ؛ لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق/ بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان، أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لأنه الأصل في النطق إذ الأصل وحركة الفم، وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك، وقد مضى أن في رواية جرير في التفسير (۱) «يحرك به لسانه وشفتيه» فجمع بينهما، وكان النبي على في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة، ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شيء، قاله الحسن وغيره، ووقع في رواية للترمذي: «يحرك به لسانه يريد أن يحفظه»، وللنسائي: «يعجل بقراءته ليحفظه»، ولابن أبي حاتم: «يتلقى أوله، ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره»، وفي رواية الطبري عن الشعبي: «عجل يتكلم به من حبه إياه» وكلا الأمرين مراد، ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك، فأمر بأن ينصت حتى يقضي إليه وحيه، ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره، ونحوه قوله تعالى ﴿ وَلَا تَعَجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن ضَبه إلَّالُ أَن يُقضَى إلَيْك وَحُيُهُم ﴾ [طه: ١١٤] أي: بالقراءة.

قوله: (جمعه لك صدرك) كذا في أكثر الروايات، وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز، كقوله: أنبت الربيع البقل، أي: أنبت الله في الربيع البقل، واللام في (لك) للتبيين أو للتعليل، وفي رواية كريمة والحموي «جمعه لك في صدرك» وهو توضيح للأول، وهذا من تفسير ابن عباس، وقال في تفسير ﴿ فَالنَّبِع ﴾ [القيامة: ١٨] أي: فاستمع وأنصت، وفي تفسير ﴿ بَيَانَمُ ﴾ أي: علينا أن تقرأه، ويحتمل أن يراد بالبيان بيان مجملاته وتوضيح مشكلاته، فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الصحيح في الأصول، والكلام في تفسير الآيات المذكورة أخرته إلى كتاب التفسير (٢) فهو موضعه، والله أعلم.

٦ حَدَّثَ نَاعَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح. وحَدَّثَ نَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْرُهْرِيِّ نَحْوَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْرُهْرِيِّ نَحْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۶۸)، كتاب التفسير، باب۲، ح ۶۹۲۹.

<sup>(</sup>٢) (١١/ ٤٥)، كتاب التفسير، باب٥٧، ح٤٩٢٧.

حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدُ إِللَّهُ عَلَيْ أَجْوَدُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدُ إِللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ أَجْوَدُ اللَّهُ عِلَيْهُ أَجْوَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَجْوَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَجْوَدُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْ لَلْمُعَالِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي

[الحديث: ٦، أطرافه في: ٢٠٢١، ٣٢٢٠، ٥٥٥٣، ١٩٩٧]

قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان المروزي (أخبرنا عبدالله) هو ابن المبارك (أخبرنا يونس) هو ابن يزيدالأيلي.

قوله: (أخبرنا يؤنس ومعمر نحوه) أي: أن عبد الله بن المبارك حدث به عبدان عن يونس وحده، وحدث به بشرّ بن محمد عن يونس ومعمر معًا، أما باللفظ فعن يونس وأما بالمعنى فعن معمر.

قوله (عبيدالله) هو ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود الآتي في الحديث الذي بعده.

قوله: (أجود الناس) بنصب أجود لأنها خبر كان، وقدم ابن عباس هذه الجملة على ما بعدها ـ وإن كانت لا تتعلق بالقرآن ـ على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها، ومعنى أجود الناس: أكثر الناس جودًا، والعجود الكرم، وهو من الصفات المحمودة، وقد أخرج الترمذي من حديث سعد رفعه: «إن الله جواد يحب الجود» الحديث، وله في حديث أنس رفعه: «أنا أجود ولد آدم، وأجودهم بعدي رجل علم علمًا فنشر علمه، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله» وفي سنده مقال، وسيأتي في الصحيح من وجه آخر عن أنس (١): «كان النبي على أشجع الناس وأجود الناس . . . » الحديث.

قوله: (وكان أجود ما يكون) هو برفع أجود هكذا في أكثر الروايات، وأجود اسم كان وخبره محذوف، وهو نحو: أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة، أو هو مرفوع على أنه - مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو «ما يكون» وما مصدرية وخبره في رمضان، والتقدير: / أجود أكوان رسول الله على في رمضان، وإلى هذا جنح البخاري في تبويبه في كتاب الصيام إذ قال: «باب أجود ما كان النبي يكون في رمضان» (٢)، وفي رواية الأصيلي «أجود» بالنصب على أنه خبر كان، وتُعُقّب بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها، وأجيب بجعل اسم كان ضمير النبي في وأجود خبرها، والتقدير: كان رسول الله يكلي مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره، قال النووي (٣): الرفع أشهر، والنصب جائز، وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخرج الرفع من ثلاثة

٣١

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۱۸٤)، كتاب الجهاد، باب۸۱، ح۸۰۹۰.

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٢٣٣)، كتاب الصوم، باب٧.

<sup>(</sup>T) Ilais (01/17).

أوجه والنصب من وجهين، وذكر ابن الحاجب في أماليه للرفع خمسة أوجه، توارد مع ابن مالك منها في وجهين وزاد ثلاثة ولم يعرج على النصب، قلت: ويرجح الرفع وروده بدون (كان) عند المؤلف في الصوم.

قوله: (فيدارسه القرآن) قيل: الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع: إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة، وأيضا فرمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره، فكان النبي على يؤثر متابعة سنة الله في عباده، فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة حصل المزيد في الجود. والعلم عندالله تعالى.

قوله: (فلرسول الله على) الفاء للسببية، واللام للابتداء، وزيدت على المبتدأ تأكيدًا، أو هي جواب قسم مقدر، والمرسلة أي: المطلقة يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة، وإلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه، ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث «لا يسأل شيئًا إلا أعطاه» وثبتت هذه الزيادة في الصحيح من حديث جابر: «ماسئل رسول الله على شيئًا فقال: لا»، وقال النووي (١١): في الحديث فوائل: منها: الحث على الجود في كل وقت، ومنها: الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح، وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير، وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه، واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويًا لفعلاه، فإن قيل: المقصود تجويد الحفظ، قلنا: الحفظ كان وغير ذلك مما يظهر بالتأمل، قلت: وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، وغير ذلك مما يظهر بالتأمل، قلت: وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها، وبهذا يجاب من سأل توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في هذا الباب. والله أعلم بالصواب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المنهاج (١٥/ ٦٨).

٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ وَبُوا إِللَّهِ بِيَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمَاءُ الرَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمَاءُ عَلَى الْعَمَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَمَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمَالُ الْعَمَاءُ عَلَى الْعَمَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَمَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَمَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَمَالُ عَلَى الْعَمَالُ عَلَى الْعَمَالَ عَلَى الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَمَالِي الْعَمَالُ الْعُلَى الْعَمَالُ عَلَى الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَلَى الْعَمَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمَالُ اللَّهُ عَلَى ال

ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَئِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَب، قَالَ: فَهَلْ قَالَ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَب، قَالَ: فَهَلْ قَالَ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَب، قَالَ: فَهَلْ قَالَ: هُوَ فَلْتُ: لا، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِك؟ قُلْتُ: لا، قالَ: فَهَلْ يَنْقُصُونَ؟ فَلْتُ: بَلْ ضُعَفَا وُهُمْ، قَالَ: أَيْرِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَلْتُ: بَلْ ضُعَفَا وُهُمْ، قَالَ: أَيْرِيدُونَ أَمْ ضُعَفَا وُهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاوُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالرَّكَاةِ وَالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَالَتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبِ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ أَحَدٌ فَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ، لَقُلْتُ: رَجُلٌ أَحَدٌ فَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ، لَقُلْتُ: رَجُلٌ أَحَدٌ فَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ، لَقُلْتُ: وَجُلٌ مَنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، قُلْتُ وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ مَتَهِمُونَهُ بِالْكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا لَكُ مِنْ مَلِكِ، قُلْكُ أَنْ عُرْفَ أَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِب عَلَى النَّاسَ وَيَكُذِب عَلَى اللَّهِ مِنْ مَلِكِ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِب عَلَى النَّاسَ وَيَكُذِب عَلَى اللَّهِ مِنْ مَلِكِ مَعْ فَدُ وَاللَّهُ لَمْ مَنْ مَلِكُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ مُنْ اللَّهُ لَوْلُ مَا لَهُ لَعُلْتُ اللَّهُ لَا مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ لَا مُنْ مُنْ فَا مُنْ اللَّهُ لَا مُنْ مُنْ اللَّهُ لَا مُنْ مُنْ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ مَا لَا اللَّهُ لَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ مُلِكُ أَلَهُ لَكُولُ مَا لَا مُلْكُ أَلِهُ لَكُولُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللْهُ لَا مُلْكُ أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْ اللْهُ الْعُلُولُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُعْرِقُهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُو

وَسَالَتُكَ: أَشْرَافُ النَّاسَ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعَفَا وُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضَعَفَاءَهُمْ التَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَالَتُكَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإيمَانِ حَتَّى يَيِّمً، وَسَالَتُكَ: أَيَرْتَدُ أَحَدٌ سَخْطَةً لِلدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لا، وَكَذَلِكَ الإيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، وَسَأَلَتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَلَكَوْتَ أَنْ لا، وَكَلَلِكَ الرُّسُلُ لا تَغْدِرُ، وَسَأَلَتُكَ: مِمَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَلَكَوْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاةِ وَالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ عَبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ قَدَمَيَ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ عَنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الذِي بَعَثَ بِهِ لِحَيْدَهُ لِنَا عَلْمَ اللَّهِ عَلْهُ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ:

## ينسير أمّر النَحْنِ التَحَسِيدِ

مِنْ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإسلامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأريسِيِّينَ، و ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِسِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو اللَّا نَصَبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلا مُشْرِكَ بِهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشَّهَ دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

[آل عمران: ٦٤]

/ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، كَثُرُ عِنْدَهُ الصَّخَبُ، وَارْتَفَعَتِ الْمُصُواتُ، وَأُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلَا صُواتُ اللَّهُ عَلَيَّ الإسْلامَ. مَلِكُ بَنِي الأصْفَرِ، فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الإسْلامَ.

وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ صَاحِبُ إِيلِيّاءَ وَهِرَ قُلَ سَفُقًا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ، يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقُلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيّاءَ، أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ، قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ: وَكَانَ هِرَقْلُ حَرِّاءً يُنظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظُرْتُ فِي النَّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَيْنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَيْنُ إِلا النَّهُودُ، فَلا يُهِمَّنَكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، فَبَيْنَمَا هُمْ الْيَهُودِ، فَلَا يُهِمَّنَكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أَتِي هِرَقْلُ بِرَجُلِ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ، يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا الشَّخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَيْنٌ هُوَ أَمْ لا؟ فَنَظُرُوا إلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَلَّهُ مُخْتَيْنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ: هُمْ يَخْتَيْنُونَ. فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَامُلْكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ.

ثُمَّ كَتَبَ هِرَقُلُ إِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْم، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ نَبِيٍّ. فَأَذِنَ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ نَبِيٍّ. فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبُوا بِهَا فَعُلَّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ

الرُّوم، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلاحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَشْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَ ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقُلُ نَفْرَتَهُمْ وَأَيِسَ مِنَ الإيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيْ، وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آفِقًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ. فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقُلَ، رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[الحديث:۷۷أطرافه في: ٥١، ١٨٦٢، ٢٨٠٤، ٢٩٤٠، ١٩٤٢، ٢٩٧٨، ٣١٧٤، ٣٥٥٣، ٥٥٨٠، ٥٩٨٠، ٥٩٨٠، ٥٩٨٠، ٥٩٨٠، ٥٩٨٠،

قوله: (قال: حدثنا أبو اليمان) في رواية الأصيلي وكريمة: حدثنا الحكم بن نافع، وهو هو، أخبر ناشعيب: هو ابن أبي حمزة دينار الحمصي، وهو من أثبات أصحاب الزهري.

قوله: (أن أباسفيان) هو صخربن حرببن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .

قوله: (هرقل) هو ملك الروم، وهرقل: اسمه، وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف، ولقبه قيصر، كما يلقب ملك الفرس: كسرى ونحوه.

قوله: (وكانواتجارًا) بضم التاء وتشديد الجيم، أو كسرها والتخفيف، / جمع تاجر.

قوله: (في المدة) يعني مدة الصلح بالحديبية، وسيأتي شرحها في المغازي(١)، وكانت في سنة ست، وكانت مدتها عشر سنين كما في السيرة، وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر، ولأبي نعيم في مسند عبد الله بن دينار: كانت أربع سنين، وكذا أخرجه الحاكم في البيوع من

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۲۷۷)، كتاب المغازي، باب ٣٥، - ٤١٧٨.

المستدرك، والأول أشهر، لكنهم نقضوا، فغزاهم سنة ثمان وفتح مكة، وكفار قريش بالنصب مفعول معه.

قوله: (فأتوه) تقديره: أرسل إليهم في طلب إتيان الركب، فجاء الرسول يطلب إتيانهم فأتوه، كقوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا اَضَرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانَفَجَرَتُ ﴾ [البقرة: ٢٠] أي: فضرب فانفجرت، ووقع عند المؤلف في الجهاد (١) أن الرسول وجدهم ببعض الشام، وفي رواية لأبي نعيم في الدلائل تعيين الموضع وهو غزة، قال: وكانت وجه متجرهم، وكذا رواه ابن إسحاق في المغازي عن الزهري، وزاد في أوله عن أبي سفيان قال: كنا قوما تجارًا، وكانت الحرب قد حصبتنا، فلما كانت الهدنة خرجت تاجرًا إلى الشام مع رهط من قريش، فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلاً إلا وقد حملني بضاعة، فذكره، وفيه: فقال هرقل لصاحب شرطته: قلب الشام ظهرًا لبطن حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه، فوالله إني وأصحابي بغزة، إذ هجم علينا فساقنا جميعًا.

قوله: (بإيلياء) بهمزة مكسورة بعدها ياء أخيرة ساكنة، ثم لام مكسورة ثم ياء أخيرة ثم ألف مهموزة، وحكى البكري فيها القصر، ويقال لها أيضًا (إليا) بحذف الياء الأولى وسكون اللام حكاه البكري، وحكى النووي (٢) مثله لكن بتقديم الياء على اللام واستغربه، قيل: معناه بيت الله، وفي الجهاد عند المؤلف (٣): أن هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس، مشى من حمص إلى إيلياء شكرًا لله، زاد ابن إسحاق عن الزهري: أنه كان تبسط له البسط وتوضع عليها الرياحين فيمشي عليها، ونحوه لأحمد من حديث ابن أخي الزهري عن عمه، وكان سبب ذلك ما رواه الطبري وابن عبد الحكم من طرق متعاضدة ملخصها: أن كسرى أغزى جيشه بلاد هرقل، فخربوا كثيرًا من بلاده، ثم استبطأ كسرى أميره فأراد قتله و تولية غيره، فاطلع أميره على ذلك فباطن هرقل، واصطلح معه على كسرى وانهزم عنه بجنود فارس، فمشى هرقل إلى بيت المقدس شكرًا لله تعالى على ذلك، واسم الأمير المذكور: شهر براز، واسم الغير الذي أراد كسرى تأميره فرحان.

قوله: (فدعاهم في مجلسه) أي: في حال كونه في مجلسه، وللمصنف في الجهاد (١٤)

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲۰۲)، کتاب الجهاد، باب ۱۰۲، ح ۲۹۶۱.

<sup>(</sup>٢) المنهاج (١١٠/١٢).

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٢٠٦)، كتاب الجهاد، باب ١٠٢، ح٠ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٢٠٦)، كتاب الجهاد، باب١٠٢، ح١٩٤١.

«فأدخلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج».

قوله: (وحوله) بالنصب لأنه ظرف مكان.

قوله: (عظماء) جمع عظيم، ولابن السكن: فأدخلنا عليه وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان والروم من ولد عيص بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام على الصحيح، ودخل فيهم طوائف من العرب من تنوخ وبهراء وسليح وغيرهم من غسان كانوا سكانًا بالشام، فلما أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم، فاستوطنوها فاختلطت أنسابهم.

قوله: (ثم دعاهم ودعا ترجمانه) وللمستملي «بالترجمان» مقتضاه: أنه أمر بإحضارهم فلما حضر وااستدناهم لأنه ذكر أنه دعاهم ثم دعاهم فينزل على هذا، ولم يقع تكرار ذلك إلا في هذه الرواية، والترجمان بفتح التاء المثناة وضم الجيم ورجحه النووي في شرح مسلم (۱)، ويجوز ضم التاء اتباعًا، ويجوز فتح الجيم مع فتح أوله حكاه الجوهري، ولم يصرحوا بالرابعة وهي ضم أوله وفتح الجيم، وفي رواية الأصيلي وغيره «بترجمانه» يعني: أرسل إليه رسولاً أحضره صحبته، والترجمان المعبر عن لغة بلغة، وهو معرب وقيل: عربي.

قوله: (فقال: أيكم أقرب نسبًا) أي: قال الترجمان على لسان هرقل.

قوله: (بهذا الرجل) زاد أبن السكن: الذي خرج بأرض العرب يزعم أنه نبي.

قوله: (قلت أنا أقربهم نسباً) في رواية ابن السكن: فقالوا هذا أقربنا به نسبا، هو ابن عمه أخي أبيه، وإنما كان أبو سفيان أقرب لأنه من بني عبد مناف، وقد أوضح ذلك المصنف في الجهاد (٢) بقوله: قال ما قرابة ما بينك وبينه؟ قلت: هو ابن عم، قال أبو سفيان: ولم يكن في الركب [يومئذ أحد] من بني عبد مناف غيري. اهم، وعبد مناف الأب الرابع للنبي وكذا للركب ولابي سفيان، وأطلق/ عليه ابن عبم لأنه نزّل كلاً منهما منزلة جده، فعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وعلى هذا ففيما أطلق في رواية ابن السكن تجوزّ، وإنما خص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاع على أموره ظاهرًا وباطنًا أكثر من غيره، ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب، وظهر ذلك في سؤاله بعد ذلك: كيف نسبه فيكم؟ وقوله: (بهذا الرجل) ضمن أقرب معنى أوصل فعدًاه بالباء، ووقع في رواية مسلم: «من هذا الرجل) وهو على الأصل.

<sup>(1) (1/\\(\)).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۲۰۱)، كتاب الجهاد، باب ۱۰۲، ح ۲۹۶۱.

وقوله: (الذي يزعم) في رواية ابن إسحاق عن الزهري «يدعي»، و «زعم»: قال الجوهري: بمعنى قال، وحكاه أيضا ثعلب وجماعة كما سيأتي في قصة ضمام في كتاب العلم (١١)، قلت: وهو كثير ويأتي موضع الشك غالبًا.

قوله: (فاجعلوهم عند ظهره) أي: لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب، وقد صرح بذلك الواقدي، وقوله: (إن كذبني) بتخفيف الذال أي: إن نقل إلي الكذب.

قوله: (قال) أي: أبو سفيان، وسقط لفظ «قال» من رواية كريمة وأبي الوقت فأشكل ظاهره، وبإثباتها يزول الإشكال.

قوله: (فوالله لولا الحياء من أن يأثروا) أي: ينقلوا علي الكذب لكذبت عليه، وللأصيلي عنه أي: عن الإخبار بحاله، وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق، أو بالعرف، وفي قوله: «يأثروا» دون قوله: «يكذبوا»، دليل على أنه كان واثقاً منهم بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي على الكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذابًا، وفي رواية ابن إسحاق من أن يتحدثوا بذلك ولفظه: «فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي، ولكني كنت امرءًا سيدًا أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به، فلم أكذبه»، وزاد ابن إسحاق في روايته: قال أبو سفيان: «فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف»، يعنى: هرقل.

قوله: (كان أول) هو بالنصب على الخبر، وبه جاءت الرواية، ويجوز رفعه على الاسمية.

قوله: (كيف نسبه فيكم؟) أي: ما حال نسبه فيكم، أهو من أشرافكم أم لا؟ فقال: هو فينا ذو نسب، فالتنوين فيه للتعظيم، وأشكل هذا على بعض الشارحين، وهذا وجهه، قوله: (فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟) وللكشميهني والأصيلي: بدل «قبله» «مثله» فقوله: منكم أي من قومكم يعني قريشًا أو العرب، ويستفاد منه أن الشفاهي يعم، لأنه لم يرد المخاطبين فقط، وكذا قوله: فهل قاتلتموه؟ وقوله: بماذا يأمركم؟ واستعمل «قط» بغير أداة النفي وهو نادر، ومنه قول عمر: «صلينا أكثر ماكنا قط وآمنه ركعتين» ويحتمل أن يقال: إن النفي مضمن فيه كأنه قال: هل قال هذا القول أحد أو لم يقله أحد قط؟.

قوله: (فهل كان من آبائه ملك؟) ولكريمة والأصيلي وأبي الوقت بزيادة «من» الجارة،

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۲۵)، كتاب العلم، باب ، ح ۲۳.

ولابن عساكر بفتح «من»، و«ملك» فعل ماض، والجارة أرجح لسقوطها من رواية أبي ذر، والمعنى في الثلاثة واحد.

قوله: (فأشراف الناس اتبعوه) فيه إسقاط همزة الاستفهام وهو قليل، وقد ثبت للمصنف في التفسير (1) ولفظه: أيتبعه أشراف الناس؟ والمراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم، لا كل شريف، حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال، ووقع في رواية ابن إسحاق: تبعه منا الضعفاء والمساكين، فأما ذوو الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد، وهو محمول على الأكثر الأغلب.

قوله: (سخطة) بضم أوله وفتحه، وأخرج بهذا من ارتد مكرها، أو لا لسخط لدين الإسلام بل لرغبة في غيره كحظ نفساني، كما وقع لعبيد الله بن جحش، قوله: (هل كنتم تتهمونه بالكذب؟) أي: على الناس، وإنما عدل إلى السؤال عن التهمة عن السؤال عن نفس الكذب، تقريرًا لهم على صدقه، لأن التهمة إذا انتفت انتفى سببها، ولهذا عقبه بالسؤال عن الغدر.

ولما كان الأمر مغيبًا لأنه مستقبل أمن أبو سفيان أن ينسب في ذلك إلى الكذب، ولهذا أورده بالتردد، ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر منه، وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن الزهري بذلك بقوله: «قال فوالله ما التفت إليها مني»، ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة مرسلاً: «خرج أبو سفيان إلى الشام فذكر الحديث، إلى أن قال فقال أبو سفيان: هو ساحر كذاب، فقال هرقل: إني لا أريد شتمه، ولكن كيف نسبه إلى أن قال فهل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا أن يغدر في هدنته هذه، فقال: وما يخاف من هذه؟ فقال: إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه، قال: إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر».

<sup>(</sup>١) (٩/ ٧٢١)، كتاب التفسير، بأب ٤، ح ٤٥٥٣.

ذلك بل نطق النبي عَلَيْهُ بذلك في حديث أوس بن حذيفة الثقفي لما كان يحدث وفد ثقيف، أخرجه ابن ماجه وغيره، ووقع في مرسل عروة قال أبو سفيان: «غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب، ثم غزوتهم في بيوتهم ببقر البطون وجدع الآذان»، وأشار بذلك إلى يوم أحد.

قوله: (بماذا يأمركم؟) يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر قومه.

قوله: (يقول: اعبدواالله وحده) فيه أن للأمر صيغة معروفة، لأنه أتى بقوله: «اعبدواالله» في جواب ما يأمركم، وهو من أحسن الأدلة في هذه المسألة، لأن أبا سفيان من أهل اللسان، وكذلك الراوي عنه ابن عباس، بل هو من أفصحهم وقدرواه عنه مقرّا له، قوله: (ولا تشركوا به شيئًا) وسقط من رواية المستملي الواو فيكون تأكيدًا لقوله وحده.

قوله: (واتركوا ما يقول آباؤكم) هي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية، وإنما ذكر الآباء تنبيها على عذرهم في مخالفتهم له؛ لأن الآباء قدوة عند الفريقين، أي عبدة الأوثان والنصارى.

قوله: (ويأمرنا بالصلاة والصدق) وللمصنف في رواية (١): «الصدقة» بدل الصدق، ورجحها شيخنا شيخ الإسلام، ويقويها رواية المؤلف في التفسير (٢): «الزكاة» واقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع، ويرجحها أيضًا ما تقدم من أنهم كانوا يستقبحون الكذب فذكر ما لم يألفوه أولاً، قلت: وفي الجملة ليس الأمر بذلك ممتنعًا كما في أمرهم بوفاء العهد وأداء الأمانة، وقد كانا من مألوف عقلائهم، وقد ثبتا عند المؤلف في الجهاد من رواية أبي ذر عن شيخه الكشميهني والسرخسي، قال: «بالصلاة والصدق والصدقة» وفي قوله: «يأمرنا» بعد قوله: «يقول: اعبدوا الله» إشارة إلى أن المغايرة بين الأمرين لما يترتب على مخالفهما ؛ إذ مخالف الأول كافر، والثاني ممن قبل الأول عاص.

قوله: (فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها) الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن العلم المقرر عنده في الكتب السالفة، قوله: (لقلت: رجل تأسى بقول) كذا للكشميهني، ولغيره: «يتأسى» بتقديم الياء المثناة من تحت، وإنما لم يقل هرقل: «فقلت» إلا في هذا وفي قوله: «هل كان من آبائه من ملك؟»؛ لأن هذين المقامين مقام فكر ونظر، بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنها مقام نقل.

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲۰۱)، کتاب الجهاد، باب ۱۰۲، ح۲۹۶۱

<sup>(</sup>٢) (٩/ ٧٢٢)، كتاب التفسير، باب٤، ح٢٥٥٣.

قوله: (فذكرت أن ضعفاء هم اتبعوه) هو بمعنى قول أبي سفيان «ضعفاؤهم»، ومثل ذلك يتسامح به لا تحاد المعنى، وقول هرقل: «وهم أتباع الرسل، معناه: أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغيًا وحسدًا، كأبي جهل وأشياعه، إلى أن أهلكهم الله تعالى، وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم.

قوله (وكذلك الإيمان) أي: أمر الإيمان، لأنه يظهر نورًا، ثم لا يزال في زيادة حتى يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها، ولهذا نزلت في آخر سني النبي على: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَقِي ﴾ [المائدة: ٣]، ومنه: ﴿ وَيَأْفِ اللّهُ إِلّا أَن يُسِمَّ فُرَوْمُ ﴾ [التوبة: ٣٢]، وكذا جرى لأتباع النبي على: لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته، فله المحمد والمنة.

قوله: (حين يخالط بشاشة القلوب) ، كذا روي بالنصب على المفعولية والقلوب مضاف — إليه ، أي: يخالط الإيمان انشراح الصدور ، وروي: «بشاشته القلوب» بالضم والقلوب/ مفعول ، أي يخالط بشاشة الإيمان وهو شرحه القلوب التي يدخل فيها . زاد المصنف في الإيمان (۱): «لا يسخطه أحد» كما تقدم ، وزاد ابن السكن في روايته في معجم الصحابة: «يزداد به عجبًا وفرحًا» ، وفي رواية ابن إسحاق في «وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبًا فتخرج منه».

قوله: (وكذلك الرسل لا تغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدر، بخلاف من طلب الآخرة، ولم يعرج هرقل على الدسيسة التي دسها أبو سفيان كما تقدم، وسقط من هذه الرواية إيراد تقدير السؤال العاشر والذي بعده وجوابه، وقد ثبت الجميع في رواية المؤلف التي في الجهاد (٢)، وسيأتي الكلام عليه ثمّ، إن شاء الله تعالى.

(فائدة): قال المازري (٣) هذه الأشياء التي سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة، إلا أنه يحتمل أنها كانت عنده علامات على هذا النبي بعينه لأنه قال بعد ذلك: قد كنت أعلم أنه عارج، ولم أكن أظن أنه منكم، وما أورده احتمالاً جزم به ابن بطال (٤)؛ وهو ظاهر.

قوله: (فذكرت أنه يأمركم) ذكر ذلك بالاقتضاء، لأنه ليس في كلام أبي سفيان ذكر الأمر

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٢٦)، كتاب الإيمان، باب٣٨، ح٥١.

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٢٠٦)، كتاب الجهاد، باب١٠١، ح١٩٤١.

<sup>(</sup>m) المعلم (m/ xx).

<sup>(</sup>٤٩/١) (٤)

بل صيغته، وقوله: «وينهاكم عن عبادة الأوثان» مستفاد من قوله: «ولا تشركوا به شيئًا، واتركوا ما يقول آباؤكم» لأن مقولهم الأمر بعبادة الأوثان.

قوله: (أخلص) بضم اللام أي: أصل، يقال خلص إلى كذا أي وصل.

قوله: (لتجشمت) بالجيم والشين المعجمة، أي: تكلفت الوصول إليه، وهذا يدل على أنه كان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبي على واستفاد ذلك بالتجربة كما في قصة ضغاطر الذي أظهر لهم إسلامه فقتلوه، وللطبراني من طريق ضعيف عن عبد الله بن شداد عن دحية في هذه القصة مختصرًا، فقال قيصر: أعرف أنه كذلك، ولكن لا أستطيع أن أفعل، إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم، وفي مرسل ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال: ويحك، والله إني لأعلم أنه نبي مرسل، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لا تبعته، لكن لو تفطن هرقل لقوله على ألكن المناه ألم المناه ألم المناه والكتاب الذي أرسل إليه: «أسلم تسلم»، وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة، لسلم لو أسلم من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله تعالى.

وقوله: (لغسلت عن قدميه) مبالغة في العبودية له والخدمة، زاد عبدالله بن شداد عن أبي سفيان: «لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه»، وهي تدل على أنه كان بقي عنده بعض شك، وزاد فيها: «ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقًا من كرب الصحيفة» يعني: لما قرئ عليه كتاب النبي على أنه التحصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه الا يطلب منه إذا وصل إليه سالمًا لل والاية والا منصبًا، وإنما يطلب ما تحصل له به البركة.

وقوله: (وليبلغن ملكه ما تحت قدمي) أي: بيت المقدس، وكنى بذلك لأنه موضع استقراره، أو أراد الشام كله لأن دار مملكته كانت حمص، ومما يقوي أن هرقل آثر ملكه على الإيمان واستمر على الضلال، أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة بدون السنتين، ففي مغازي ابن إسحاق: وبلغ المسلمين لما نزلوا معان من أرض الشام، أن هرقل نزل في مائة ألف من المشركين، فحكى كيفية الوقعة، وكذا روى ابن حبان في صحيحه عن أنس أن النبي على كتب إليه أيضًا من تبوك يدعوه، وأنه قارب الإجابة، ولم يجب، فدل ظاهر ذلك على استمراره على الكفر، لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفًا من أن يقتله قومه، إلا أن في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي على النبي على الكفر، نكر بن عبدالله المزني نحوه، ولفظه فقال: «كذب عدوالله، لأبي عبيد بسند صحيح من مرسل بكر بن عبدالله المزني نحوه، ولفظه فقال: «كذب عدوالله،

ليس بمسلم»، فعلى هذا إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن - أي أظهر التصديق - لكنه لم يستمر عليه و يعمل بمقتضاه، بل شيح بملكه وآثر الفانية على الباقية. والله الموفق.

قوله: (ثم دعا) أي: من وكل ذلك إليه، ولهذا عدى إلى الكتاب بالباء. والله أعلم.

قوله: (دحية) بكسر الدالي، وحكي فتحها لغتان، ويقال: إنه / الرئيس بلغة أهل اليمن، وهو ابن خليفة الكلبي، صحابي جليل كان أحسن الناس وجها، وأسلم قديمًا، وبعثه النبي على في آخر سنة ست بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل، وكان وصوله إلى هرقل في المحرم سنة سبع، قاله الواقدي، ووقع في تاريخ خليفة أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان سنة خمس، والأول أثبت، بل هذا غلط لتصريح أبي سفيان بأن ذلك كان في مدة الهدنة، والهدنة كانت في آخر سنة ست اتفاقًا، ومات دحية في خلافة معاوية، وبصرى بضم أوله والقصر مدينة بين المدينة ودمشق، وقيل: هي حوران، وعظيمها هو الحارث بن أبي شمر الغساني، وفي الصحابة لابن السكن أنه أرسل بكتاب النبي على الى هرقل مع عدي بن حاتم، وكان عدي إذ ذاك نصرانيًا، فوصل به هو ودحية معًا، وكانت وفاة الحارث المذكور عام الفتح.

قوله: (من محمد) فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه، وهو قول الجمهور، بل حكى فيه النحاس إجماع الصحابة، والحق إثبات الخلاف، وفيه أن «من» التي لابتداء الغاية تأتي من غير الزمان والمكان كذا قاله أبو حيان، والظاهر أنها هنا أيضا لم تخرج عن ذلك، لكن بارتكاب مجاز، زاد في حديث دحية: وعنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس، وفيه: لما قرأ الكتاب سخر فقال: لا تقرأه، إنه بدأ بنفسه، فقال قيصر: لتقرأنه، فقرأه، وقد ذكر البزار في مسنده عن دحية الكلبي أنه هو ناول الكتاب لقيصر، ولفظه: «بعثني رسول الله عليه بكتابه إلى قيصر فأعطيته الكتاب».

قوله: (عظيم الروم) فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة؛ لأنه معزول بحكم الإسلام، لكنه لم يُخْلِهِ من إكرام لمصلحة التألف، وفي حديث دحية أن ابن أخي قيصر أنكر أيضًا كونه لم يقل ملك الروم.

قوله: (سلام على من اتبع الهدى) في رواية المصنف في الاستئذان (١) «السلام» بالتعريف، وقد ذكرت في قصة موسى وهارون مع فرعون، وظاهر السياق يدل على أنه من جملة ما أمرا به أن يقولاه، فإن قيل: كيف يُبُدأ الكافر بالسلام؟ فالجواب أن المفسرين قالوا:

<sup>(</sup>۱) - (۱۶/ ۲۰۰)، كتاب الاستئذان، باب ۲۶، خ-۲۲۳.

ليس المراد من هذا التحية، إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم، ولهذا جاء بعده أن العذاب على من كذب وتولى، وكذا جاء في بقية هذا الكتاب: «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين»، فمحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدًا وإن كان اللفظ يشعر به، لكنه لم يدخل في المراد لأنه ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه.

قوله: (أما بعد) في قوله "أما» معنى الشرط، وتستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالبًا، وقد ترد مستأنفة لا لتفصيل كالتي هي هنا، وللتفصيل والتقرير، وقال الكرماني (١): هي هنا للتفصيل وتقديره: أما الابتداء فهو اسم الله، وأما المكتوب فهو من محمد رسول الله. . . إلخ، كذا قال، ولفظة: "بعد» مبنية على الضم، وكان الأصل أن تفتح لو استمرت على الإضافة، لكنها قطعت عن الإضافة فبنيت على الضم، وسيأتي مزيد في الكلام عليها في كتاب الجمعة (٢).

قوله: (بدعاية الإسلام) بكسر الدال، من قولك: دعا يدعو دعاية نحو: شكا يشكو شكاية، ولمسلم: «بداعية الإسلام» أي: بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، والباء موضع إلى.

وقوله: «أسلم تسلم» غاية في البلاغ، وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاقي، قوله: (يؤتك) جواب ثانٍ للأمر، وفي الجهاد للمؤلف (٣): «أَسْلِم أَسْلِم يؤتك» بتكرار أَسْلِم، فيحتمل التأكيد، ويحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول في الإسلام والثاني للدوام عليه كما في قوله تعالى: ﴿ يَثَايُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَالِمُوا عِلْلَهِ وَرَسُولِهِد. . . ﴾ الآية [النساء: ١٣٦]، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿ أُولَيِّكَ يُؤْتَونَ أَجَرهُم مَّرَيّينِ . . . ﴾ الآية [القصص: ٥٤]، وإعطاؤه الأجر مرتين لكونه كان مؤمنًا بنبيه ثم آمن بمحمد عليه ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه ومن جهة أن إسلامه يكون سببًا لدخول أتباعه، وسيأتي التصريح بذلك في موضعه من حديث الشعبي من كتاب العلم (٤) إن شاء الله تعالى .

واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح، لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل، وهم ممن دخل في النصرانية

<sup>(1) (1/17).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٣/ ١٩٨)، كتاب الجمعة، باب ٢٩، - ٩٢٢.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٢٠٦)، كتاب الجهاد، باب١٠٢، - ٢٩٤١.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٣٣)، كتاب العلم، باب ٣١، ح٩٧.

- بعد التبديل، وقد قال له ولقومه: «يا أهل الكتاب» فدل على أن لهم/ حكم أهل الكتاب خلافًا لمن خص ذلك بالإسرائيليين أو بمن علم أن سلفه ممن دخل في اليهودية أو النصرانية قبل التبديل. والله أعلم.

قوله: (فإن توليت) أي: أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام، وحقيقة التولي إنما هو بالوجه، ثم استعمل مجازا في الإعراض عن الشيء، وهي استعمل مجازا في الإعراض عن الشيء، وهي استعمل مجازاً في الإعراض عن الشيء،

قوله: (الأريسيين) هو جمع أريسي، وهو منسوب إلى أريس بوزن فعيل، وقد تقلب همزته ياء كما جاءت به رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما هنا، قال ابن سيده: الأريس الأكار، أي: الفلاح عند ثعلب، وعند كراع: الأريس هو الأمير، وقال الجوهري: هي لغة شامية، وأنكر ابن فارس أن تكون عربية، وقيل في تفسيره غير ذلك لكن هذا هو الصحيح هنا، فقد جاء مصرحًا به في رواية ابن إسحاق عن الزهري بلفظ: «فإن عليك إثم الأكارين» زاد البرقاني في روايته: يعني الحراثين، ويؤيده أيضًا ما في رواية المداثني من طريق مرسلة: «فإن عليك إثم الفلاحين»، وكذا عند أبي عبيد في كتاب الأموال من مرسل عبد الله بن شداد: «وإن لم تدخل في الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام» قال أبو عبيد: المراد بالفلاحين أهل مملكته، لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح، سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره، قال الخطابي (۱۰): أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدًا له، لأن الأصاغر أتباع الأكابر.

قلت: وفي الكلام حذف دل المعنى عليه وهو: فإن عليك مع إثمك إثم الأريسيين، لأنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر فلأن يكون عليه إثم نفسه أولي، وهذا يعد من مفهوم الموافقة، ولا يعارض بقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أَخَرَى ﴾ وهذا يعد من مفهوم الموافقة، ولا يعارض بقوله تعالى: ﴿ وَلا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أَخَرَى ﴾ [الأنعام: ١٦٤]؛ لأن وزر الآثم لا يتحمله غيره، ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين جهة فعله وجهة تسببه، وقد ورد تفسير الأريسيين بمعنى آخر، فقال الليث ابن سعد عن يونس فيما رواه الطبراني في الكبير من طريقه: الأريسيون العشارون يعني أهل المكس، والأول أظهر، وهذا إن صح أنه المراد، فالمعنى المبالغة في الإثم، ففي الصحيح في المرأة التي اعترفت بالزنّا: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت».

قوله: (ويا أهل الكتاب. . . ) إلخ، هكذا وقع بإثبات الواو في أوله، وذكر القاضي عياض أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي وأبي ذر، وعلى ثبوتها فهي داخلة على مقدر معطوف على

<sup>(</sup>١) الأعلام(١/ ١٣٨).

قوله: «أدعوك»، فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام، وأقول لك ولأتباعك امتثالاً لقول الله تعالى: ﴿ يُتَأَهِّلُ ٱلْكِئْكِ ﴾ [آل عمران: ٦٤]، ويحتمل أن تكون من كلام أبي سفيان لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب، فاستحضر منها أول الكتاب فذكره، وكذا الآية، وكأنه قال فيه: كان فيه كذا وكان فيه: ﴿ يُتَأَهِّلُ ٱلْكِئْكِ ﴾، فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب، وقيل إن النبي على كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت، والسبب في هذا أن هذه الآية نزلت في قصة وفد نجران، وكانت قصتهم سنة الوفودسنة تسع، وقصة أبي سفيان كانت قبل ذلك سنة ست، وسيأتي ذلك واضحًا في المغازي، وقيل: بل نزلت سابقة في أوائل الهجرة، وإليه يومئ كلام ابن إسحاق، وقيل: نزلت في اليهود، وجوز بعضهم نزولها مرتين، وهو بعيد.

(فائدة): قيل: في هذا دليل على جواز قراءة الجنب للآية أو الآيتين، وبإرسال بعض القرآن إلى أرض العدو وكذا بالسفر به، وأغرب ابن بطال (۱) فادعى أن ذلك نسخ بالنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ويحتاج إلى إثبات التاريخ بذلك، ويحتمل أن يقال: إن المراد بالقرآن في حديث النهي عن السفر به أي المصحف، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه (۲)، بالقرآن في حديث النهي عن السفر به أي المصحف، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه (۱) وأما الجنب فيحتمل أن يقال: إذا لم يقصد التلاوة جاز، على أن في الاستدلال بذلك من هذه القصة نظرًا، فإنها واقعة عين لاعموم فيها، فيقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار كما في هذه القصة، وأما الجواز مطلقًا حيث لا ضرورة فلا يتجه، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الطهارة (۳) إن شاء الله تعالى، وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا الكتاب على: الأمر بقوله: «أسلم»، والترغيب بقوله: «تسلم ويؤتك»، والزجر بقوله: «فإن توليت»، والترهيب بقوله: «فإن عليك» والدلالة بقوله: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ ﴾ [آل عمران: ٦٤] وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى، وكيف لا وهو كلام من أوتي جوامع الكلم على الكلم على المناه الكلم على المناه الكلم على المناه المناه المناه المناه المناه الكلم على المناه المنا

قوله: (فلما قال ما قال) يحتمل أن يشير بذلك إلى الأسئلة والأجوبة، ويحتمل أن يشير بذلك إلى القصة التي ذكرها ابن الناطور بعد، والضمائر كلها تعود على هرقل، والصخب: اللغط، وهو اختلاط الأصوات في المخاصمة، زاد في الجهاد: فلا أدري ما قالوا.

<sup>(1) (1/43).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٢٤٣)، كتاب الجهاد، باب ١٢٩، ح ٢٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٩١)، كتاب الوضوء، باب٣٦.

قوله: (فقلت الصحابي) زاد في الجهاد (١١): حين خلوت بهم.

قوله: (أمر) هو بفتح الهمزة وكسر الميم أي: عظم، وسيأتي في تفسير سبحان، وابن أبي كبشة أراد به النبي الله لأن أبا كبشة أحد أجداده، وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض، قال أبو الحسن النسابة الجرجاني: هو جد وهب جد النبي الأمه، وهذا فيه نظر، لأن وهبًا جد النبي السم أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال، ولم يقل أحد من أهل النسب إن الأوقص يكنى أبا كبشة، وقيل: هو جد عبد المطلب لأمه، وفيه نظر أيضًا لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجي، ولم يقل أحد من أهل النسب إن عمرو بن زيد يكنى أبا كبشة، ولكن ذكر أبن حبيب في المجتبى جماعة من أجداد النبي من قبل أبيه ومن قبل أمه كل واحد منهم يكنى أبا كبشة، وقيل هو أبوه من الرضاعة واسمه الحارث بن عبد العزى، قاله أبو الفتح الأزدي وابن ماكولا، وذكر يونس ابن بكير عن ابن إسحاق عن أبيه عن رجال من قومه أنه أسلم وكانت له بنت تسمى كبشة يكنى بها، وقال ابن قتيبة والخطابي (٢) والدارقطني: هو رجل من خزاعة خالف قريشًا في عبادة الأوثان فعبد الشعرى فنسبوه إليه والدارقطني: هو رجل من خزاعة خالف قريشًا في عبادة الأوثان فعبد الشعرى فنسبوه إليه والدارقطني: هو رجل من خزاعة خالف قريشًا في عبادة الأوثان فعبد الشعرى فنسبوه إليه والدارقطني: هو رجل من خزاعة وكذاقاله الزبير، قال: واسمه وجزبن عامر بن غالب.

قوله: (إنه يخافه) هو بكسر الهمزة استئنافًا تعليليًا لا بفتحها ولثبوت اللام في «ليخافه» في رواية أخرى.

قوله: (ملك بني الأصفر) هم الروم، ويقال إن جدهم روم بن عيص تزوج بنت ملك الحبشة فجاء لون ولده بين البياض والسواد فقيل له الأصفر، حكاه ابن الأنباري، وقال ابن هشام في التيجان: إنما لقب الأصفر لأن جدته سارة زوج إبراهيم حلته بالذهب.

قوله: (فما زلت موقناً) زاد في حديث عبدالله بن شداد عن أبي سفيان «فما زلت مرعوبًا من محمد حتى أسلمت» أخرجه الطبراني.

قوله: (حتى أدخل الله علي الإسلام) أي: فأظهرت ذلك اليقين، وليس المراد أن ذلك اليقين، وليس المراد أن ذلك اليقين ارتفع، قوله: (وكان ابن الناطور) هو بالطاء المهملة، وفي رواية الحموي بالظاء المعجمة، وهو بالعربية حارس البستان، ووقع في رواية الليث عن يونس «ابن ناطورا» بزيادة ألف في آخره، فعلى هذا هو اسم أعجمى.

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲۰۶)، کتاب الجهاد، باب ۱۰۲، ح۲۹٤۱.

<sup>(</sup>٢) الأعلام (١/ ١٣٨، ١٣٩).

(تنبيه): الواو في قوله: «وكان» عاطفة، والتقدير عن الزهري أخبرني عبيد الله فذكر الحديث، ثم قال الزهري: وكان ابن الناطور يحدث فذكر هذه القصة، فهي موصولة إلى ابن الناطور لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن، وكذلك أغرب بعض المغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عنه ؛ لأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها على ذلك، وقد بين أبو نعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان، وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلم، وإنما وصفه بكونه كان سُقُفًا لينبه على أنه كان مطلعًا على أسرارهم عالمًا بحقائق أخبارهم، وكأن الذي جزم بأنه من رواية الزهري عن عبيد الله اعتمد على ما وقع في سيرة ابن إسحاق فإنه قدم قصة ابن الناطور هذه على حديث أبي سفيان، فعنده عن عبيد الله عن ابن عباس: أن هرقل أصبح خبيث النفس، فذكر نحوه. وجزم الحفاظ بما ذكرته أولاً، وهذا مما ينبغي أن يعد فيما وقع من الإدراج أول الخبر. والله أعلم.

قوله: (صاحب إيلياء) أي: أميرها، هو منصوب على الاختصاص أو الحال، أو مرفوع على الصفة، وهي رواية أبي ذر، والإضافة التي فيه تقوم مقام التعريف، وقول من زعم أنها في تقدير/ الانفصال في مقام المنع، وهرقل معطوف على إيلياء، وأطلق عليه الصحبة له إما بمعنى اتبع، وإما بمعنى الصداقة، وفيه استعمال صاحب في معنيين مجازي وحقيقي؛ لأنه بالنسبة إلى إيلياء أمير وذاك مجاز، وبالنسبة إلى هرقل تابع وذلك حقيقة، قال الكرماني (۱): وإرادة المعنيين الحقيقي والمجازي من لفظ واحد جائز عند الشافعي، وعند غيره محمول على إرادة معنى شامل لهما وهذا يسمى عموم المجاز.

وقوله: (سقفًا) بضم السين والقاف كذا في رواية غير أبي ذر، وهو منصوب على أنه خبر كان، و «يحدث» خبر بعد خبر، وفي رواية الكشميهني «شُقِف» بكسر القاف على ما لم يسم فاعله، وفي رواية المستملي والسرخسي مثله لكن بزيادة ألف في أوله، والأسقف والسُقُف لفظ أعجمي ومعناه رئيس دين النصارى، وقيل: عربي وهو الطويل في انحناء، وقيل ذلك للرئيس لأنه يتخاشع، وقال بعضهم: لا نظير له في وزنه إلا الأسرب وهو الرصاص، لكن حكى ابن سيده ثالثًا وهو الأسكف للصانع، ولا يرد الأترج لأنه جمع والكلام إنما هو في المفرد، وعلى رواية أبي ذريكون الخبر الجملة التي هي: «يحدث أن هرقل»، فالواو في قوله:

<sup>(1) (1/37).</sup> 

«وكان» عاطفة والتقدير عن الزهري: أخبرني عبيدالله بن عبدالله، فذكر حديث أبي سفيان بطوله ثم قال الزهري: وكان ابن الناطور يحدث، وهذا صورة الإرسال.

قوله: (حين قدم إيلياء) يعني في هذه الأيام، وهي عند غلبة جنوده على جنود فارس وإخراجهم، وكان ذلك في السنة التي اعتمر فيها النبي على عمرة الحديبية، وبلغ المسلمين نصرة الروم على فارس ففرحوا، وقد ذكر الترمذي وغيره القصة مستوفاة في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَهِ لِذِي يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ كُنْ إِنَ يَضْرِ ٱللّهِ ﴾ [الروم: ٤، ٥]، وفي أول الحديث في الجهاد (١) عند المؤلف الإشارة إلى ذلك.

قوله: (خبيث النفس) أي: رديء النفس غير طيبها، أي مهمومًا، وقد تستعمل في كسل النفس، وفي الصحيح: «لا يقولن أحدكم خبثت نفسي» كأنه كره اللفظ، والمراد بالخطاب المسلمون، وأما في حق هرقل فغير ممتنع، وصرح في رواية ابن إسحاق بقولهم له: «لقد أصبحت مهمومًا»، والبطارقة: جمع بطريق بكسر أوله وهم خواص دولة الروم.

قوله: (حَزَّاء) بالمهملة وتشديد الزاي آخره همزة منونة أي كاهنّا، يقال: حزا بالتخفيف يحزو حزوًا أي تكهن.

وقوله: (ينظر في النجوم) إن جعلتها خبرًا ثانيًا صح لأنه كان ينظر في الأمرين، وإن جعلتها تفسيرًا للأول فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين، وتارة تستفاد من أحكام النجوم، وكان كل من الأمرين في الجاهلية شائمًا ذائمًا، إلى أن أظهر الله الإسلام فانكسرت شوكتهم وأنكر الشرع الاعتماد عليهم، وكان ما اطلع عليه هرقل من ذلك بمقتضى حساب المنجمين، أنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين ببرج العقرب، وهما يقترنان في كل عشرين سنة مرة إلا أن تستوفي المثلثة بروجها في ستين سنة، فكان ابتداء العشرين الأولى المولد النبوي في القران المذكور، وهند تمام العشرين الثانية مجيء جبريل بالوحي، وعند تمام الثالثة فتح خيبر وعمرة القضية التي جَرَّت فتح مكة وظهور الإسلام، وفي تلك الأيام رأى هرقل ما رأى، ومن جملة ما ذكروه أيضا أن برج العقرب مائي وهو دليلٌ مُلْكِ القوم الذين يختنون، فكان ذلك دليلاً على انتقال الملك إلى العرب، وأما اليهود فليسوا مرادًا هنا؛ لأن يختنون، فكان ذلك دليلاً على انتقال الملك إلى العرب، وأما اليهود فليسوا مرادًا هنا؛ لأن

فإن قيل: كيف مُثَاغ لَلبُحَارِي إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۳۸)، كتاب الجهاد والسير، باب ١.

ما تدل عليه أحكامهم؟ فالجواب: أنه لم يقصد ذلك، بل قصد أن يبين أن الإشارات بالنبي الله على الله الله الله النبي الله عادت من كل طريق وعلى لسان كل فريق من كاهن أو منجم محق أو مبطل إنسي أو جني، وهذا من أبدع ما يشير إليه عالم أو يجنح إليه محتج، وقد قيل: إن الحزاء هو الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه، فيحكم على صاحبها بطريق الفراسة، وهذا إن ثبت فلا يلزم منه حصره في ذلك بل/ اللائق بالسياق في حق هرقل ما تقدم.

قوله: (مُلْك المختان) بضم الميم وإسكان اللام، وللكشميهني بفتح الميم وكسر اللام، قوله: (قد ظهر) أي: غلب، يعني دله نظره في حكم النجوم على أن مُلْك الختان قد غلب، وهو كما قال، لأن في تلك الأيام كان ابتداء ظهور النبي عليه إذ صالح كفار مكة بالحديبية وأنزل الله تعالى عليه: ﴿ إِنَّا فَتَحَالَكُ فَتَحَامُبِينًا ﴿ وَ الفتح: ١] إذ فتح مكة كان سببه نقض قريش العهد الذي كان بينهم بالحديبية، ومقدمة الظهور ظهور.

قوله: (من هذه الأمة) أي: من أهل هذا العصر، وإطلاق الأمة على أهل العصر كلهم فيه تجوز، وهذا بخلاف قوله بعد هذا: ملك هذه الأمة قد ظهر، فإن مراده به العرب خاصة، والحصر في قولهم إلا اليهود هو بمقتضى علمهم؛ لأن اليهود كانوا بإيلياء وهي بيت المقدس كثيرين تحت الذلة مع الروم، بخلاف العرب فإنهم وإن كان منهم من هو تنحت طاعة ملك الروم كآل غسان لكنهم كانوا ملوكًا برأسهم.

قوله: (فلا يهمنك) بضم أوله، مِنْ أَهَمَّ: أَثَارَ الهَمَّ، وقوله: (شأنهم) أي: أمرهم، وهدائن»: جمع مدينة قال أبو علي الفارسي: من جعله فعيلة من قولك مَدَن بالمكان أي: أقام به، هَمَزَهُ كقبائل، ومن جعله مفعلة من قولك دين أي: ملك، لم يهمز كمعايش، انتهى، وما ذكره في معايش هو المشهور، وقد روى خارجة عن نافع القارئ الهمز في معايش، وقال القزاز: مَنْ همزها توهمها من فعيلة لشبهها بها في اللفظ. انتهى.

قوله: (فبينما هم على أمرهم) أي: في هذه المشورة، قوله: (أتي هرقل برجل) لم يذكر من أحضره، وملك غسان هو صاحب بصرى الذي قدمنا ذكره، وأشرنا إلى أن ابن السكن روى أنه أرسل من عنده عدي بن حاتم، فيحتمل أن يكون هو المذكور. والله أعلم.

 وفي رواية أنه قال: جردوه، فإذا هو مختتن، فقال: هذا والله الذي رأيته، أعطه ثوبه.

قوله: (هم يختنون) في رواية الأصيلي: «هم مختنون» بالميم والأول أفيد وأشمل.

قوله: (هذا مُلْك هذه الأمة قد ظهر) كذا لأكثر الرواة بالضم ثم السكون، وللقابسي بالفتح ثم الكسر، ولأبي ذر عن الكشميهني وحده يملك فعل مضارع، قال القاضي (1): أظنها ضمة الميم اتصلت بها فتصحفت، ووجهه السهيلي في أماليه بأنه مبتدأ وخبر، أي هذا المذكور يملك هذه الأمة، وقال يجوز أن يكون «يملك» نعتا، أي: هذا رجل يملك هذه الأمة، وقال شيخنا: يجوز أن يكون المحذوف هو الموصول على رأي الكوفيين، أي هذا الذي يملك، وهو نظير قوله: «وهذا تحملين طليق»، على أن الكوفيين يجوزون استعمال اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول، فيكون التقدير: الذي يملك، من غير حذف، قلت: لكن اتفاق الرواة على حذف الياء في أوله دال على ما قال القاضي فيكون شاذًا، على أنني رأيت في أصل معتمد وعليه علامة السرخسي بباء موحدة في أوله، وتوجيهها أقرب من توجيه الأول، لأنه حينئذ تكون الإشارة بهذا إلى ما ذكره من نظره في حكم النجوم، والباء متعلقة بـ (ظهر)، أي: هذا الحكم ظهر بملك هذه الأمة التي تختن.

قوله: (برومية) بالتخفيف، وهي مدينة معروفة للروم، و «حمص» مجرور بالفتحة منع صرفه للعَلَمِية والتأنيث، ويحتمل أن يجوز صرفه. قوله: (فلم يرم) بفتح أوله وكسر الراء أي: لم يبرح من مكانه، هذا هو المعروف، وقال الداودي: لم يصل إلى حمص وزيفوه.

قوله: (حتى أتاه كتاب من صاحبه) وفي حديث دحية الذي أشرت إليه قال: فلما خرجوا أدخلني عليه وأرسل إلي الأسقف وهو صاحب أمرهم، فقال: هذا الذي كنا ننتظر، وبشرنا به عيسى، أما أنا فمصدقه ومتبعه، فقال له قيصر: أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي، فذكر القصة، وفي آخره: فقال لي الأسقف: خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأني قد آمنت به وصدقته، وأنهم قد أنكروا حلي ذلك، م خرج إليهم فقتلوه، وفي رواية ابن إسحاق أن هرقل أرسل دحية إلى ضغاطر الرومي وقال: إنه في الروم أجوز قولاً مني، وإن ضغاطر المذكور أظهر إسلامه وألقى ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابًا بيضًا وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة الحق، فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوه، قال: فلما رجع دحية إلى هرقل قال له: قد قلت لك: إنا نخافهم على أنفسنا، فضغاطر كان أعظم عندهم مني، قلت: فيحتمل أن يكون هو صاحب رومية الذي أبهم

<sup>(</sup>١) المشارق(١/ ٣٨٠).

هنا، لكن يعكر عليه ما قيل: إن دحية لم يقدم على هرقل بهذا الكتاب المكتوب في سنة الحديبية، وإنما قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة تبوك، فالراجح أن دحية قدم على هرقل أيضًا في الأولى، فعلى هذا يحتمل أن تكون وقعت لكل من الأسقف ومن ضغاطر قصة قتل كل منهما بسببها، أو وقعت لضغاطر قصتان: إحداهما: التي ذكرها ابن الناطور وليس فيها أنه أسلم ولا أنه قتل، والثانية: التي ذكرها ابن إسحاق فإن فيها قصته مع دحية وأنه أسلم وقتل. والله أعلم.

قوله: (وسار هرقل إلى حمص) لأنها كانت دار ملكه كما قدمناه، وكانت في زمانهم أعظم من دمشق، وكان فتحها على يد أبي عبيدة بن الجراح سنة ست عشرة بعد هذه القصة بعشر سنين، قوله: (وأنه نبي) يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا را الله يكن هرقل كما ذكرنا لم يستمر على ذلك بخلاف صاحبه.

قوله: (فأذن) هي بالقصر من الإذن، وفي رواية المستملي وغيره بالمد ومعناه أعلم، و«الدسكرة» بسكون السين المهملة: القصر الذي حوله بيوت، وكأنه دخل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب البيوت التي حوله وأذن للروم في دخولها ثم أغلقها ثم اطلع عليهم فخاطبهم، وإنما فعل ذلك خشية أن يثبوا به كما وثبوا بضغاطر.

قوله: (والرشد) بفتحتين (وأن يثبت ملككم) لأنهم إن تمادوا على الكفر كان سببًا لذهاب ملكهم، كماعرف هو ذلك من الأخبار السابقة.

قوله: (فتبايعوا) بمثناة ثم موحدة، وللكشميهني بمثناتين وموحدة، وللأصيلي «فنبايع» بنون وموحدة (لهذا النبي) كذا لأبي ذر وللباقين بحذف اللام.

قوله: (فحاصوا) بمهملتين أي: نفروا، وشبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم الإنسية، وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل وعدم الفطنة بل هم أضل.

قوله: (وأيس) في رواية الكشميهني والأصيلي «ويئس» بياءين تحتانيتين وهما بمعنى قنط والأول مقلوب من الثاني .

قوله: (من الإيمان) أي من إيمانهم لما أظهروه، ومن إيمانه لأنه شح بملكه كما قدمنا، وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلموا بإسلامهم، فما أيس من الإيمان إلا بالشرط الذي أراده، وإلا فقد كان قادرًا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عندالله. والله الموفق.

قوله: (آنفًا) أي: قريبًا، وهو منصوب على الحال.

قوله: (فقد رأيت) زاد في التفسير (١): فقد رأيت منكم الذي أحببت.

قوله: (فكان ذلك آخر شأن هرقل) أي: فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان خاصة لا إنه انقضى أمره حينتل ومات، أو أنه أطلق الآخرية بالنسبة إلى ما في علمه، وهذا أوجه، لأن هرقل وقعت له قصص أخرى بعد ذلك، منها ما أشرنا إليه من تجهيزه الجيوش إلى مؤتة ومن تجهيزه الجيوش أيضًا إلى تبوك، ومكاتبة النبي على له ثانيًا، وإرساله إلى النبي الذهب فقسمه بين أصحابه كما في رواية ابن حبان التي أشرنا إليها قبل وأبي عبيد، وفي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل قال: قدم رسول الله على تبوك فبعث دحية إلى هرقل، فلما جاءه الكتاب دعا قسيسي الروم وبطارقتها، فذكر الحديث، قال فتحير واحتى إن بعضهم خرج من برنسه، فقال: اسكتوا، فإنما أردت أن أعلم تمسككم بدينكم، وروى ابن إسحاق عن خالد بن بشار عن رجل من قدماء الشام: أن هرقل لما أراد الخروج من النبي على ويبقى لهم ما دون الدوب، فأبوا، وأنه انطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال: السلام عليك أرض سورية يعني الشام - تسليم المودع، ثم ركض حتى ذخل القسطنطينية، واختلف الإخباريون هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر أوابنه، والأظهر أنه هو. وإلله أعلم.

(تنبيه) لما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهمًا، لأنه يحتمل أن يكون اعدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل، ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى مات كافرًا، وقال الراوي في آخر القصة: فكان ذلك آخر شأن هرقل، ختم به البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات، كأنه قال: إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة، وإلا فقد خاب وخسر، فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي لمناسبتها حديث الأعمال المصدر الباب به، ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام، وهو واضح مما قررناه، فإن قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي؟ فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي على في ذلك الابتداء، ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل اللدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا الله الإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا الله المناس الله الناس على الترجمة وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا الله الله الإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّا الدِينِ مَا وَصَّى بِهِ. نُوحًا ﴾ الآية [النساء: الله الإيداء إلى الآية النساء في الترجمة وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّا الدِينِ مَا وَصَّى بِهِ. نُوحًا ﴾

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۷۲۲)، كتاب التفسير، باب، ، ح٣٥٥٠.

الآية [الشورى: ١٣]، فبان أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا الدين، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ سَوَآيِم بَيْنَكُو ﴾ الآية [آل عمران: ٦٤].

(تكميل) ذكر السهيلي<sup>(۱)</sup> أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيمًا له، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند سبطه، فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب، فلما رآه استعبر وسأل أن يمكنه من تقبيله، فامتنع. قلت: وأنبأني غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي قال: حدثني سيف الدين فليح المنصوري قال: أرسلني الملك المنصور قلاوون إلى ملك الغرب بهدية، فأرسلني ملك الغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة فقبلها، وعرض علي الإقامة عنده فامتنعت، فقال لي: لأتحفنك بتحفة سنية، فأخرج لي صندوقًا مصفحًا بذهب، فأخرج منه مقلمة ذهب، فأخرج منها كتابًا قد زالت أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر، ما زلنا توارثه إلى الآن، وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. انتهى.

ويؤيد هذا ما وقع في حديث سعيد بن أبي راشد الذي أشرت إليه آنفًا أن النبي على عرض على التنوخي رسول هرقل الإسلام فامتنع ، فقال له : يا أخا تنوخ إني كتبت إلى ملككم بصحيفة فأمسكها ، فلن يزال الناس يجدون منه بأسًا ما دام في العيش خير ، وكذلك أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من مرسل عمير بن إسحاق قال : كتب رسول الله على كسرى وقيصر ، فأما كسرى فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه ، فقال رسول الله على الما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه ، فقال رسول الله على أما هؤلاء فيمزقون ، وأما هؤلاء فستكون لهم بقية ، ويؤيده ما روي أن النبي على لما جاءه جواب كسرى قال : ثبت الله ملكه . والله أعلم .

قوله: (رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري) (٢) قال الكرماني يحتمل (٣) ذلك وجهين: أن يروي البخاري عن الثلاثة بالإسناد المذكور كأنه قال: أخبرنا أبو اليمان أخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الزهري، وأن يروي عنهم بطريق آخر، كما أن الزهري يحتمل أيضًا في رواية الثلاثة أن يروي لهم عن عبيد الله عن ابن عباس، وأن يروي لهم عن غيره، هذا ما يحتمل

الروض الأنف (٧/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تغليق التعليق (٢/ ١٩، ١٩).

<sup>.(7\/1) (</sup>٢)

اللفظ، وإنكان الظاهر الاتحاد.

مناه الظاهر كاف لمن شم أدنى رائحة من علم الإسناد، والاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن، وأما الاحتمال الأول فأشد بُعْدًا لأن أبا اليمان لم يلحق صالح بن كيسان ولا سمع من يونس، وهذا أمر يتعلق بالنقل المحض فلا يلتفت إلى ما عداه، ولو كان من أهل النقل لاطلع على كيفية رواية الثلاثة لهذا الحديث بخصوصه فاستراح من هذا التردد، وقد أوضحت ذلك في كتابي تغليق التعليق (۱۱) وأشير هنا إليه إشارة مفهمة: فرواية صالح وهو ابن كيسان أخرجها المؤلف في كتاب الجهاد (۲) بتمامها، من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وفيها من الفوائد الزوائد ما أشرت إليه في أثناء الكلام على هذا الحديث من قبل، ولكنه انتهى حديثه عند قول أبي سفيان: «حتى أدخل الله علي الإسلام» زاد هنا: «وأنا كاره» ولم يذكر قصة ابن الناطور، وكذا أخرجه مسلم بدونها من حديث إبراهيم المذكور.

ورواية يونس أيضًا عن الزهري بهذا الإسناد أخرجها المؤلف في الجهاد (٣) مختصرة من طريق الليث، وفي الاستئذان (٤) مختصرة أيضًا من طريق ابن المبارك كلاهما عن يونس عن الزهري بسنده بعينه، ولم يسقه بتمامه، وقد ساقه بتمامه الطبراني من طريق عبد الله بن صالح عن الليث، وذكر فيه قصة ابن الناطور، ورواية معمر عن الزهري كذلك ساقها المؤلف بتمامها في التفسير (٥)، وقد أشرنا إلى بعض فوائد زائدة فيما مضى أيضًا، وذكر فيه من قصة ابن الناطور قطعة مختصرة عن الزهري مرسلة، فقد ظهر لك أن أبا اليمان ما روى هذا الحديث عن واحد من الثلاثة، وأن الزهري إنما رواه لأصحابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عبيد الله بن عبد الله، وأن أحاديث الثلاثة عند المصنف عن غير أبي اليمان، ولو احتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم عن شيخ آخر لكان ذلك اختلافًا قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعف، فلاح فساد ذلك شيخ آخر لكان ذلك اختلافًا قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعف، فلاح فساد ذلك الاحتمال. والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى الصواب لا إله إلاهو.

<sup>(1) (</sup>۲/۸۱،۹۱).

<sup>(</sup>۲) (۲۰۲/۷)، کتاب الجهاد، باب۲۰۱، ح۲۹٤۱، ۲۹٤۱.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٤٦٨)، كتاب الجزية والموادعة، باب١٣، ح١٧٤.

<sup>(</sup>٤) (١٤/ ٢٠٠)، كتاب الاستئذان، باب٢٤، ح١٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) (٩/ ٧٢١)، كتاب التفسير «آل عمران»، باب٤، -٤٥٥٣.

## स्मानिक र

## ٢ كِتَابِ الإيمَان

## ١- بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ»

وَهُو قُولُ وَفِعُلٌ . وَيَزِيدُ وَيَنْفُصُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لِيَزْدَادُوَا إِيمَنْنَا تَمَ إِيمْنِهِمُ ﴾ [الفتح : ٤] ، ﴿ وَيَزِيدُ اللّهُ اللّهِ يَكَ آهُ مَدُواْ هُدُى ﴾ [مريم : ٢٧] ، ﴿ وَاللّهِ اللّهِ عَدَوَاْ هُدُى ﴾ [الكهف : ٢٦] ، ﴿ وَيَزِيدُ اللّهُ اللّهِ يَكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله الله الله الله وَقَوْلُهُ : ﴿ أَيْكُمُ مَ زَادَتُهُ هَلَاهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الله الله عَلَى الله عَمَا زَادَهُمْ إِيمَنَا هَا اللّهِ عَمِلَ اللّهِ عَلَى الله عَلَى الله عَمَا زَادَهُمْ إِيمَنَا وَقُولُهُ جَلّ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَكُنّا عُمَرُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا كتاب الإيمان، وكتاب: مصدر، يقال: كتب يكتب كتابة وكتابًا، ومادة كتب دالة على الجمع والضم، ومنها الكتيبة والكتابة، استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل، والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة وبالنسبة إلى المعاني المرادة منها مجاز، والباب موضوعه المدخل فاستعماله في المعاني مجاز.

والإيمان لغة : التصديق، وشرعًا: تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه. وهذا القدر متفق

عليه، ثم وقع الاختلاف: هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب؟ -إذ التصديق من أفعال القلوب -أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك؟ - كفعل المأمورات وترك المنهيات - كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، والإيمان فيما قيل مشتق من الأمن، وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق، إلا إن لوحظ فيه معنى مجازي فيقال: أمنه، إذا صدقه أي: أمنه التكذيب، ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب؛ لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها، لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها، واختلفت الروايات في تقديم البسملة على كتاب أو تأخيرها ولكل وجه؛ الأول ظاهر، ووجه الثاني وعليه أكثر الروايات أنه جعل الترجمة قائمة مقام تسمية السورة، والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مستفتحة بالبسملة.

قوله: (باب قول النبي على: بني الإسلام على خمس)(١) ، سقط لفظ «باب» من رواية الأصيلي، وقد وصل الحديث بعد (٢) تامًا، واقتصاره على طرفه فيه تسمية الشيء باسم بعضه، والمراد باب هذا الحديث.

قوله: (وهو) أي: الإيمان (قول وفعل ويزيد وينقص) ، وفي رواية الكشميهني: «قول وعمل» وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك، ووهم ابن التين فظن أن قوله: «وهو. . . » إلى آخره مرفوع شما رآه معطوفًا، وليس ذلك مراد المصنف، وإن كان ذلك ورد بإسناد ضعيف، والكلام هنافي مقامين: أحدهما: كونه قولاً وعملاً، والثاني: كونه يزيد وينقص، فأما القول: فالمرادبه النطق بالشهادتين، وأما العمل: فالمرادبه ما هو أعم من عمل القلب والجوارح، ليدخل الاعتقاد والعبادات، ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى، فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته، والسلف جعلوها شرطًا في كماله، وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عندالله تعالى "

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (١٩/٢١).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٩٩)، كتاب الإيمان، باب، ح٨.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ وَالْفَارِقُ بِينِهُمْ وَبِينِ أَلْسَلْفَ . . . ﴾ إلخ: هذا الفرق بين المعتزلة والسلف لا يستقيم سواء أريد =

أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا، ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم، فإن كان الفعل لا يدل على الكفر \_كالفسق\_فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته، وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر.

وأما المقام الثاني: فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين وقالوا متى قبل ذلك كان شكًا، قال الشيخ محيي الدين: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصِدِّيق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة. ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينًا وإخلاصًا وتوكلًا منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها.

بشرط الصحة أو شرط الكمال: جنس العمل، أو أنواع العمل الواجبة، أو الواجبة والمستحبة؛ فإن الأعمال المستحبة من كمال الإيمان المستحب، فلا تكون شرطًا لصحة الإيمان، ولا لكماله الواجب. وأما الأعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الإيمان عند جميع أهل السنة، بل بعضها شرط لصحة الإيمان عند بعض أهل السنة كالصلاة.

وأما عند المعتزلة: فالمشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج أن ما كان تركه كبيرة فهو شرط لصحة الإيمان، وعلى هذا فلا يصح أن يقال: إن جنس العمل عندهم شرط لصحة الإيمان؛ لأن ذلك يقتضي أن الموجب للخروج عن الإيمان عندهم هو ترك جميع الأعمال، وليس كذلك، بل يثبت عندهم الخروج عن الإيمان بارتكاب ما هو كبيرة.

وأما عندالسلف: فعمل الجوارح تابع لعمل القلب، وجنس عمل القلب شرط لصحة الإيمان، وجنس عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب، فيلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم؛ فإن الإعراض عن جميع الأعمال دليل على عدم انقياد القلب.

هذا، ولا أعلم أحدًا من أثمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرط أو ليست شرطًا لصحة الإيمان أو كماله، وإنما المأثور المشهور عنهم قولهم: «الإيمان قول وعمل» أو «قول وعمل ونية»، يقصدون بذلك الرد على المرجثة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وخصوا الإيمان بالتصديق، أو التصديق والإقرار باللسان.

وبهذا يتبين أن ما ذكره الحافظ بإطلاق القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان عند المعتزلة ، وشرط لكماله عند السلف ليس بمستقيم لما تقدم . [البراك]

وقد نقل محمد بن نصر المروزي/ في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» عن جماعة من الأثمة نحو ذلك، وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم، وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم، وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأثمة، وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص. وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك، بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين، وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة.

وقال الحاكم في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص. وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من الحلية من وجه آخر عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم تلا: ﴿ وَيَزْدَادَ اللَّذِينَ المُنْوَا إِينَا ﴾ الآية [المدثر: ٣١]، ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة، وبثبوتها يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة.

قوله: (والحب في الله والبغض في الله من الإيمان) هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر ولفظه: «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله»، ولفظ أبي أمامة: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»، وللترمذي من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة وزاد أحمد فيه: «ونصح لله» وزاد في أخرى: «ويعمل لسانه في ذكر الله» وله عن عمرو بن الجموح بلفظ: «لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله» ولفظ البزار رفعه: «أوثق عرى الإيمان المحب في الله والبغض في الله». وسيأتي عند المصنف: «آية الإيمان حب الأنصار» (١) واستدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن الحب والبغض يتفاوتان.

قوله: (وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي) أي: ابن عميرة الكندي، وهو تابعي من أولاد الصحابة، وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة، فلذلك كتب إليه، والتعليق المذكور وصله (٢) أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان لهما من طريق عيسى

<sup>(</sup>١) (١/ ١٢١)، كتاب الإيمان، باب ١٠ ، -١٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تغليق التعليق (٢/ ١٩/٢).

ابن عاصم قال: حدثني عدي بن عدي قال: كتب إليَّ عمر بن عبد العزيز: «أما بعد فإن للإيمّان فرائض وشرائع . . . » إلخ .

قوله: (إن للإيمان فرائض) كذا ثبت في معظم الروايات باللام، وفرائض بالنصب على أنها اسم إن، وفي رواية ابن عساكر: «فإن الإيمان فرائض» على أن الإيمان اسم إن وفرائض خبرها، وبالأول جاء الموصول الذي أشرنا إليه.

قوله: (فرائض) أي: أعمالا مفروضة، (وشرائع) أي: عقائد دينية، (وحدودًا) أي: منهيات ممنوعة، (وسننًا) أي: مندوبات.

قوله: (فإن أعش فسأبينها) أي: أبين تفاريعها لا أصولها؛ لأن أصولها كانت معلومة لهم مجملة، على تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب إذ الحاجة هنالم تتحقق، والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص حيث قال: استكمل ولم يستكمل، قال الكرماني<sup>(۱)</sup>: وهذا على إحدى الروايتين، وأما على الرواية الأخرى فقد يمنع ذلك لأنه جعل الإيمان غير الفرائض، قلت: لكن آخر كلامه يشعر بذلك وهو قوله: "فمن استكملها" أي: الفرائض وما معها "فقد استكمل الإيمان"، وبهذا تتفق الروايتان، فالمراد أنها من المكملات؛ لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان إيمانًا.

قوله: (وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَلَدَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْمِي ﴾ أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما لهذه الآية (٢) ، فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال: قوله: ﴿ لِيَطْمَهِنَ قَلْمِي ۖ أَي: يزداد يقيني. وعن مجاهد قال: لأزداد إيمانًا إلى إيماني. وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم عليه السلام مع أن نبينا عليه قد أمر باتباع ملته كان كأنه ثبت عن نبينا عليه ذلك.

وإنما فصل المصنف بين/ هذه الآية وبين الآيات التي قبلها؛ لأن الدليل يؤخذ من تلك \_\_\_\_\_ بالنص ومن هذه بالإشارة. والله أعلم.

قوله: (وقال معاذ) هو ابن جبل، وصرح بذلك الأصيلي، والتعليق المذكور وَصُله (٣) أحمد وأبو بكر أيضا بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قال: قال لي معاذ بن جبل: «اجلس بنا نؤمن ساعة» وفي رواية لهما: كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: «اجلس بنا نؤمن

<sup>(1) (1/47)</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر: تغليق التعليق (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تغليق التعليق (٢٠/٢).

ساعة»، فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. وعرف من الرواية الأولى أن الأسود أبهم نفسه، ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره، ووجه الدلالة منه ظاهرة، لأنه لا يحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمنًا وأي مؤمن، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانًا بذكر الله تعالى. وقال القاضي أبو بكرين العربي: لا تعلق فيه للزيادة، لأن معاذًا إنما أراد تجديد الإيمان؛ لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضًا، ثم يكون أبدًا مجددًا كلما نظر أو فكر، وما نفاه أولا أثبته آخرًا؛ لأن تجديد الإيمان إيمان.

قوله: (وقال ابن مسعود: البقين الإيمان كله) هذا التعليق طرف من أثر وصله (١) الطبراني بسند صحيح، وبقيته: «والصبر نصف الإيمان»، وأخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعًا، ولا يثبت رفعه، وجرى المصنف على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة، وحذف ما يدل بالصراحة، إذ لفظ النصف صريح في التجزئة. وفي الإيمان لأحمد من طريق عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اللهم زدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا» وإسناده صحيح، وهذا أصرح في المقصود، ولم يذكره المصنف لما أشرت إليه.

(تنبيه): تعلق بهذا الأثر من يقول: إن الإيمان هو مجرد التصديق. وأجيب بأن مراد ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان، فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة، حتى قال منفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي، لطار اشتياقًا إلى الجنة وهربًا من النار.

قوله: (وقال ابن عمر ...) إلخ، المراد بالتقوى: وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة، وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف، وقوله: «حاك» بالمهملة والكاف الخفيفة أي: تردد، ففيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان وحقيقته، وبعضهم لم يبلغ، وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مسلم من حديث النواس مرفوعًا، وعند أحمد من حديث وابصة، وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي قال: قال رسول الله على: «لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس» وليس فيها شيء على شرط المصنف، فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر، ولم أره إلى الآن موصولاً، وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال: «تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون ح امًا».

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (٢١/٢).

قوله: (وقال مجاهد) وصل هذا التعليق<sup>(١)</sup> عبد بن حميد في تفسيره، والمراد أن الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم.

(تنبيه): قال شيخ الإسلام البلقيني: وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيف قل من تعرض لبيانه، وذلك أن لفظه: «وقال مجاهد: (شرع لكم) أوصيناك يا محمد وإياه دينًا واحدًا»، والصواب: «أوصاك يا محمد وأنبياءه»، كذا أخرجه عبد ابن حميد والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم، وبه يستقيم الكلام، وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة؟! انتهى. ولا مانع من الإفراد في التفسير، وإن كان لفظ الآية بالجمع على إرادة المخاطب والباقون تبع، وإفراد الضمير لا يمتنع؛ لأن نوحًا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف، وغاية ما ذكر من مجيء التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكورًا عند المصنف بالمعنى. والله أعلم.

وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله ﴾ إلى قوله ﴿ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ ﴾ [البينة: ٥] قال الشافعي: ليس عليهم أحج من هذه الآية، أخرجه الخلال في كتاب السنة.

قوله: (وقال ابن عباس) وصل هذا التعليق<sup>(۲)</sup> عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح، والمنهاج: السبيل، أي: الطريق الواضح. والشرعة/ والشريعة بمعنى، وقد شرع أي: سن، العلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب، فإن قيل: هذا يدل على الاختلاف والذي قبله على الاتحاد، أجيب: بأن ذلك في أصول الدين وليس بين الأنبياء فيه اختلاف، وهذا في الفروع وهو الذي يدخله النسخ.

## ٢ ـ بَابِ دُعَا أَكُمْ إِيمَانُكُمْ

٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِنْهَ إِلاَ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ » . إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ » . وَالْمَالِمُ اللَّهُ مُنَالِقُهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى خَمْسٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَى خَمْسٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (٢٤ / ٢٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: تغلیق التعلیق (۲/ ۲۵).

قوله: (دعاؤكم إيمانكم) قال النووي: يقع في كثير من النسخ هنا باب، وهو غلط فاحش وصوابه بحذفه، ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا. قلت: ثبت باب في كثير من الروايات المتصلة، منها رواية أبي ذر، ويمكن توجيهه، لكن قال الكرماني (۱): إنه وقف على نسخة مسموعة على الفربري بحذفه، وعلى هذا فقوله: «دعاؤكم إيمانكم» من قول ابن عباس، وعطفه على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف حيث ينقل التفسير، وقد وصله (۲) ابن جرير من قول ابن عباس قال في قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَمْ بَوُّا بِكُو لَا يُكَا لِلاَ يُعانى المؤمنين لم يعبأ بهم من قول ابن عباس قال في قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَمْ بَوُّا بِكُو لَا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم يقول: «لولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضاً. ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل وقد أطلقه على الإيمان فيصح إطلاق أن الإيمان عمل، وهذا على تفسير ابن عباس، وقال غيره: الدعاء هنا مصدر مضاف إلى الإيمان عمل، والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان، فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن المفعول، والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان، فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من كفر، فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازمًا لكم. وقيل: معنى الدعاء هنا: الظاعة، ويؤيده حديث النعمان بن بشير: «إن الدعاء هو العبادة» أخرجه أصحاب السنن بسندجيد.

قوله: (حنظلة بن أبي سفيان) ، هو قرشي مكي من ذرية صفوان بن أمية الجمحي، و(عكرمة ابن خالد) هو أبن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي، وهو ثقة متفق عليه، وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي، وهو ضعيف، ولم يخرج له البخاري، نبهت عليه لشدة التباسه، ويفترقان بشيو خهما، ولم يرو الضعيف عن ابن عمر. زاد مسلم في روايته عن حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوسًا أن رجلاً قال لعبد الله ابن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إنى سمعت . . فذكر الحديث.

(فائدة): اسم الرجل السائل: حكيم، ذكره البيهقي.

قوله: (على خمس) أي: دعائم، وصرح به عبد الرزاق في روايته، وفي رواية لمسلم «على خمسة» أي: أركان، فإن قيل: الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة، إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، فكيف يضم مبني إلى مبني عليه في مسمى واحد؟ أجيب: بجواز ابتناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمر آخر، فإن قيل: المبني لابد أن يكون غير المبنى عليه،

<sup>(1) (1/</sup>rv).

<sup>(</sup>۲) انظر: تغليق التعليق (۲/ ۲۵).

أجيب: بأن المجموع غير من حيث الانفراد، عين من حيث الجمع، ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان، فما دام الأوسط قائمًا فمسمى البيت موجود ولو سقط مهما سقط من الأركان، فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت، فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد، وبالنظر إلى أفراده أشياء، وأيضا فبالنظر إلى أسه وأركانه، الأس أصل، والأركان تبع وتكملة.

(تنبيهات): أحدها: لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال، / ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل، وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره: وإن الجهاد من العمل الحسن، وأغرب ابن بطال (١) فزعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهاد، وفيه نظر، بل هو خطأ؛ لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر، وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية، وفيها فرض الصيام والزكاة بعد ذلك والحج بعد ذلك على الصحيح.

ثانيها: قوله: «شهادة أن لا إله إلاالله» وما بعدها مخفوض على البدل من خمس، ويجوز الرفع على حذف الخبر، والتقدير: منها شهادة أن لا إله إلا الله، أو على حذف المبتدأ، والتقدير: أحدها شهادة أن لا إله إلا الله، فإن قيل: لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب: بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات، وقال الإسماعيلي ما محصله: هو من باب تسمية الشيء ببعضه كما تقول: قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلاً: شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر. والله أعلم.

ثالثها: المراد بإقام الصلاة: المداومة عليها أو مطلق الإتيان بها، والمراد بإيتاء الزكاة: إخراج جزء من المال على وجه مخصوص. رابعها: اشترط الباقلاني في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة، ولم يتابع، مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه، ويزداد اتجاهًا إذا فرقهما، فليتأمل. خامسها: يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن؛ لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر، ومفهومه أن من لم يباشره لا يصح منه، وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى: ﴿وَالْذِيْنَ آمَنُوا وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِيَّاتِهِمْ ﴾ [الطور: ٢١]على ما تقرر في موضعه.

سادسها: وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بني البخاري ترتيبه، لكن وقع في

<sup>.(09/1) (1)</sup> 

مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن أبن عمر بتقديم الصوم على الحج، قال: فقال رجل: والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله عليه، انتهى. ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المعجلس، أو حضر ذلك ثم نسيه، ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون أبن عمر سمعه من النبي ﷺ على الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل، ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي من الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج، ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة \_ أنه جعل صوم رمضان قبل، فتنويعه دال على أنه روي بالمعنى، ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير (١) بتقديم الصيام على الزكاة، أفيقال إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟! هذا مستبعد. والله أعلم.

(فائدة) اسم الرجل المذكور: يزيدبن بشر السكسكي، ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.

٣- بأب أُمُورِ الإيمَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُومَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَالنَّبِيْعَنَ وَءَاقَ ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُيِّيهِ ذُوِى ٱلْقُدُولِكِ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَصَّامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُوفُوبَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُوا وَالصَّدِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَجِينَ الْبَأْسُ أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ صَدَقُوٓ وَأُوْلَتِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ ۞﴾

[البقرة: ١٧٧] وَقَوْلِهِ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ الآيَةَ [المؤمنون: ١]

قوله: (باب أمور الإيمان)، وللكشميهني «أمر الإيمان» بالإفراد على إرادة الجنس، والمرادبيان الأمور التي هي الإيمان أوالأمور التي للإيمان.

قوله: (وقول الله تعالى) بالخفض. ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث - / الباب، تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره، من طريق مجاهد أن أبي ذر سأل النبي ﷺ عن الإيمان، فتلاعليه: ﴿ ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرِّ . . . ﴾ إلى آخرها، ورجاله ثقات، وإنما لم

<sup>(</sup>١) (٩/ ٢٧٢)، كتاب التفسير، باب ٣، ح ٤٥١٤.

يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه، ووجهه: أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات، والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة، فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون. والجامع بين الآية والحديث: أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر، كما هي داخلة في مسمى الإيمان. فإن قيل: ليس في المتن ذكر التصديق. أجيب: بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره، والمصنف يكثر الاستدلال بمااشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه تامًا.

قوله: ﴿ قَدَّ أَفَلَكُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ذكره بلا أداة عطف، والحذف جائز، والتقدير: وقول الله: ﴿ قَدَّ أَفَلُكُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ، وثبت المحذوف في رواية الأصيلي، ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرًا لقوله: المتقون، أي: المتقون هم الموصوفون بقوله: ﴿ قَدَّ أَفَلُكَ . . . ﴾ إلى آخرها، وكأن المؤلف أشار إلى إمكان عد الشُّعَبِ من هاتين الآيتين وشبههما، ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه من الإيمان، وكل طاعة عدها رسول الله على من الإيمان، وحذف المكر رفبلغت سبعًا وسبعين.

9 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةٌ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ».

قوله: (عن أبي هريرة) هذا أول حديث وقع ذكره فيه، ومجموع ما أخرجه له البخاري من المتون المستقلة أربعمائة حديث وستة وأربعون حديثًا على التحرير، وقد اختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا، قال ابن عبد البر: لم يختلف في اسم في الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف في اسمه، اختلف فيه على عشرين قولاً، قلت: وسرد ابن الجوزي في التلقيح (۱) منها ثمانية عشر، وقال النووي: تبلغ أكثر من ثلاثين قولاً، قلت: وقد جمعتها في ترجمته في تهذيب التهذيب (۲) فلم تبلغ ذلك، ولكن كلام الشيخ محمول على الاختلاف في اسمه وفي اسم أبيه معًا.

قوله: (بضع) بكسر أوله، وحكي الفتح لغة، وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع كما جزم به القزاز، وقال ابن سيده: إلى العشر، وقيل: من واحد إلى تسعة، وقيل: من

<sup>(</sup>۱) (ص: ۱۵۲).

<sup>(1) (1/117/11).</sup> 

اثنين إلى عشرة، وقيل: من أربعة إلى تسعة، وعن الخليل: البضع: السبع، ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى: ﴿ فَلَبِّتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ وَلَهِ تَعَالَى: ٤٢] ، وما رواه الترمذي بسند صحيح: أن قريشًا قالوا ذلك لأبي بكر، وكذا رواه الطبري مرفوعًا، ونقل الصغاني في العباب أنه خاص بما دون العشرة وبما دون العشرين، فإذا جاوز العشرين امتنع، قال: وأجازه أبو زيد فقال: يقال: بضعة وعشرون رجلًا وبضع وعشرون امرأة، وقال الفراء: وهو خاص بالعشرات إلى التسعين، ولا يقال: بضع ومائة ولا بضع وألف، ووقع في بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل.

قوله: (وستون) لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذلك، وتابعه يحيى الحماني - بكسر المهملة وتشكيد الميم - عن سليمان بن بلال، وأخرجه أبو عوانة من طريق بشربن عمرو عن سليمان بن بالأل، فقال: بضع وستون أو بضع وسبعون، وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة وسبعون أو سبع وسبعون، ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك. وفيه نظر، لما ذكرنا من رواية بشربن عمروعنه فتردد أيضًا لكن يرجح بأنه المتيقن وماعداه مشكوك فيه، وأمَّا رُواية الترمذي بُلْفظُ أَرْبُعُ وستون فمعلولة، وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري، وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة \_كما ذكره الحليمي ثم عياض \_ لا يستقيم، إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها، لا سيما مع اتحاد المخرج، وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري، وقدرجع ابن الصلاح (١١) الأقل لكونه المتيقن.

قوله: (شعبة) بالضم أي: قطعة، والمراد الخصلة أو الجزء.

قوله: (والحياء) هو بالمد، وهو في اللغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه، وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ولهذا جاء في الحديث الآخر: «الحياء خير كله»، فإن قيل: الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ أجيب: بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقًا، ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا، ولكونه باعثًا على فعل الطاعة وحاجزًا عن فعل المعصية،

<sup>(</sup>۱) صيانة صحيح مسلم (ص: ١٩٥).

ولا يقال: ربحياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير؛ لأن ذاك ليس شرعيًا، فإن قيل: لم أفرده بالذكر هنا؟ أجيب: بأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر. والله الموفق. وسيأتي مزيد في الكلام عن الحياء في "باب الحياء من الإيمان" (١) بعد أحد عشر بابًا.

(فائدة): قال القاضي عياض (٢): تكلف جماعة حصر هذه الشُعَب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. اهد. ولم يتفق من عد الشُعَب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لَخَصْتُ مما أوردوه ما أذكره: وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن:

فأعمال القلب: فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته، وكتبه، ورسله، والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر، والبعث، والنشور، والحساب، والميزان، والصراط، والجنة والنار، ومحبة الله، والحب والبغض فيه، ومحبة النبي على واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه، واتباع سنته، والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق، والتوبة، والخوف، والرجاء، والشكر، والوفاء، والصبر، والرضا بالقضاء والتوكل، والرحمة، والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب.

وأعمال اللسان: وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم، وتعليمه، والدعاء، والذكر، ويدخل فيه الاستغفار، واجتناب اللغو.

وأعمال البدن: تشتمل على ثمان وثلاثين خصلة: منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة: التطهير حسًا وحكمًا، ويدخل فيه اجتناب النجاسات، وستر العورة، والصلاة فرضًا ونفلاً، والزكاة كذلك، وفك الرقاب، والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضًا ونفلاً، والحج، والعمرة كذلك، والطواف، والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱٤۱)، كتاب الإيمان، باب ١٦، ح ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الإكمال(١/٢٧٢).

الأيمان، وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالاتباع، وهي ست خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبرا الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد، ومنه المرابطة، وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله، وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطمي، وكف الأذى عن الناس، واجتناب اللهو وإماطة الأذي عن الطريق، فهذه تسع وستون خصلة، ويمكن عدها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار إفراد ماضم بعضه إلى بعض مماذكر. والله أعلم.

(فائدة): في رواية مسلم من الزيادة: «أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة.

(تنبيه): في الإسناد المذكور رواية الأقران، وهي: عبدالله بن دينار عن أبي صالح لأنهما تابعيان، فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار من المدبج، ورجاله من سليمان إلى منتهاه من أهل المدينة وقد دخلها الباقون.

٤- بَابِ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

[الحديث: ٤١ طرفه في: ٦٤٨٤]

قوله: (باب) سقط من رواية الأصيلي، وكذا أكثر الأبواب، وهو مُنَوَّن، ويجوز فيه الإضافة إلى جملة الحديث، لكن لم تأت به الرواية.

قوله: (المسلم) استعمل لغظ الحديث ترجمة من غير تصرف فيه.

قوله: (أبي إياس) اسمه ناهية بالنون وبين الهاءين ياء أخيرة، وقيل اسمه: عبد الرحمن. قوله: (أبي السفر) اسمه سعيد بن يحمد كما تقدم، وإسماعيل مجرور بالفتحة عطفا عليه، والتقدير: كلاهما عن الشعبي، وعبد الله بن عمروهو: ابن العاص صحابي ابن صحابي.

قوله: (المسلم) قيل: الألف واللام فيه للكمال، نحو زيد الرجل أي: الكامل في الرجولية، وتُعُقِّبَ بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملاً. ويجاب: بأن المراد بذلك مراعاة باقي الأركان، قال الخطابي (١): المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. انتهى. وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده، كما ذكر مثله في علامة المنافق، ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

(تنبيه): ذِكْر «المسلمين» هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدًا، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه، والإتيان بجمع التذكير للتغليب، إفإن المسلمات يدخلن في ذلك، وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها، والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد، بخلاف اليد، نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة، وإن أثرها في ذلك لعظيم. ويستثنى من ذلك شرعًا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك. وفي التعبير باللسان دون القول نكتة، فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء، وفي ذكر اليددون غيرها من الجوارح نكتة، فيدخل فيه اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق.

(فائدة): فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق، وهو كثير.

قوله: (والمهاجر) هو بمعنى الهاجر، وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين، ولكنه هنا للواحد كالمسافر، ويحتمل أن يكون على بابه لأن من لازم كونه هاجرًا وطنه مثلاً أنه مهجور من وطنه. وهذه الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة، فالباطنة: ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن، وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا

<sup>(</sup>١) الأعلام(١/٢٤١).

يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه، ويحتمل أن يكون ذلك قبل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييبًا لقلوب من لم يدرك ذلك، بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه، فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام.

(تنبيه): هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث المرفوعة، على أن مسلمًا أخرج معناه من وجه آخر، وزاد ابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث أنس صحيحًا: «المؤمن من أمنه الناس» وكأنه اختصره هنا لتضمنه لمعناه، والله أعلم.

قوله: (وقال أبو معاوية حدثنا هاود) هو ابن أبي هند، وكذا في رواية ابن عساكر عن عامر وهو الشعبي المذكور في الإسناد الموصول، وأراد بهذا التعليق بيان سماعه له من الصحابي، والنكتة فيه رواية وهيب بن خالد له عن داود عن الشعبي عن رجل عن عبد الله بن عمرو، حكاه ابن منده، فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذلك عن عبد الله، ثم لقيه فسمعه منه، ونبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية رفيقه، والتعليق عن أبي معاوية وصله (۱) إسحاق بن راهويه في مسنده عنه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه ولفظه: سمعت عبد الله بن عمرويقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله ولله المسلم من سلم الناس من لسانه ويده» فعلم أنه ما أراد إلا أصل الحديث، والمراد بالناس هنا: المسلمون، كما في الحديث الموصول، فهم الناس حقيقة الحديث، والمراد بالناس هنا: المسلمون، كما في الحديث الموصول، فهم الناس حقيقة على عمومه على إرادة شرط وهو إلا بحق، مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال، لما قدمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

٥- بَاب أَيُّ الإسلام أَفْضَلُ؟

١١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الإسْلامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (٢٦/٢).

قلت: وأمارواية عبد الأعلى فبيضه الحافظ في التغليق (٢/ ٢٧) ولم يخرجه، لكن قال الحافظ في هدي الساري (ص: ٢٠): وصلها عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه.

/ قوله: (باب) هو مُنَوَّن، وفيه ما في الذي قبله.

قوله: (حدثنا أبو بردة) هو بريد بالموحدة والراء مصغرًا، وشيخه جده وافقه في كنيته لا في اسمه، وأبو موسى هو الأشعري.

قوله: (قالوا) رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن سعيد بن يحيى ابن سعيد شيخ البخاري بإسناده هذا بلفظ «قلنا»، ورواه ابن منده من طريق حسين بن محمد القباني (١) أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى هذا بلفظ «قلت»، فتعين أن السائل أبو موسى، ولا تخالف بين الروايات لأنه في هذه صرح وفي رواية مسلم أراد نفسه ومن معه من الصحابة، إذ الراضي بالسؤال في حكم السائل، وفي رواية البخاري: أراد أنه وإياهم. وقد سأل هذا السؤال أيضًا أبو ذر، رواه ابن حبان، وعمير بن قتادة، رواه الطبراني.

قوله: (أي الإسلام) إن قيل الإسلام مفرد، وشرط أي أن تدخل على متعدد، أجيب: بأن فيه حذفًا تقديره: أي ذوي الإسلام أفضل؟ ويؤيده رواية مسلم: أي المسلمين أفضل؟ والجامع بين اللفظين أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة، وهذا التقدير أولى من تقدير بعض الشراح هنا: أي خصال الإسلام. وإنما قلت إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر بأن يقال: سئل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة، فما الحكمة في ذلك؟

وقد يجاب بأنه يتأتى نحو قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُعنِقُونَ قُلْ مَا آنَفَقْتُم مِّنَ خَيْرِ فَلِلَوَلِدَيْنِ وَٱلْآقْرَبِينَ ﴾ الآية [البقرة: ٢١٥]، والتقدير: «بأي ذوي الإسلام» يقع الجواب مطابقاً له بغير تأويل، وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان، فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعداد أمور الإيمان، إذ الإيمان والإسلام عنده مترادفان. والله أعلم، فإن قيل: لم جرد «أفعل» هناعن العمل، أجيب: بأن الحذف عند العلم به جائز، والتقدير أفضل من غيره.

(تنبيه) هذا الإسناد كله كوفيون، ويحيى بن سعيد المذكور اسم جده أبان بن سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص بن أمية الأموي، ونسبه المصنف قرشيًا بالنسبة الأعمية، يكنى أبا أيوب، وفي طبقته يحيى بن سعيد القطان، وحديثه في هذا الكتاب أكثر من حديث الأموي، وليس له ابن يروي عنه يسمى سعيدًا فافترقا، وفي الكتاب ممن يقال له يحيى بن سعيد اثنان أيضًا، لكن من طبقة فوق طبقة هذين، وهما يحيى بن سعيد الأنصاري السابق في حديث الأعمال أول

<sup>(</sup>١) ثقة حافظ مصنف، من الثانية عشرة . تقريب التهذيب (ص١٦٨ ، ترجمة ١٣٤٨) .

الكتاب، ويحيى بن سعيد التيمي أبو حيان، ويمتاز عن الأنصاوي بالكنية. والله الموفق.

٦-بَاب إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإسْلام

١٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُوبُنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَيُّ الإسْلامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْمِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَ أَالسَّلامَ عَلَى مَنْ خَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْهِ.

[الحديث: ١٨ ، ٦٣٦]

قوله: (باب) هو مُنَوَّن، وفيه ما في الذي قبله.

قوله: (من الإسلام) للأصيلي قمن الإيمان»، أي: من خصال الإيمان، ولما استدل المصنف على زيادة الإيمان ونقصانه بحديث الشُعَب، تتبع ما ورد في القرآن والسنن الصحيحة من بيانها، فأورده في هذه الأبواب تصريحًا وتلويحًا، وترجم هنا بقوله: «إطعام الطعام» ولم يقل: أي الإسلام خير؟ كما/ في الذي قبله إشعارًا باختلاف المقامين وتعدد السؤالين كما سنقرره.

قوله: (حدثنا صروبن خالد) هو الحراني، وهو بفتح العين، وصحّف من ضمها.

قوله: (الليث) هو أبن سعد فقيه أهل مصر، (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب الفقيه أيضًا.

قوله: (أن رجلاً) لم أعرف اسمه، وقيل: إنه أبو ذر، وفي ابن حبان أنه هانئ بن يزيد والد شريح، سأل عن معنى ذلك فأجيب بنحو ذلك.

قوله: (أي الإسلام خير؟) فيه ما في الذي قبله من السؤال، والتقدير: أي خصال الإسلام؟ وإنما لم أختر تقدير خصال في الأول فرارًا من كثرة الحدف، وأيضًا فتنويع التقدير يتضمن جواب من سأل فقال: السؤالان بمعنى واحد والجواب مختلف، فيقال له: إذا لاحظت هذين التقديرين بان الفرق، ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان، إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد والسلام لسلامة اللسان، قاله الكرماني (1)، وكأنه أراد في الغالب. ويحتمل أن يكون الجواب اختلف لا تختلاف السؤال عن الأفضلية، إن لوحظ بين لفظ أفضل ولفظ خير فرق، وقال الكرماني (٢):

<sup>(1) (1/49).</sup> 

<sup>(1/ 17).</sup> 

الفضل بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلة، والخير بمعنى النفع في مقابلة الشر، فالأول من الكمية والثاني من الكيفية فافترقا.

واعترِض بأن الفرق لا يتم إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة، أما إذا كان كل منهما يعقل تأتيه في الأخرى فلا، وكأنه بنى على أن لفظ (خير) اسم لا أفعل تفضيل، وعلى تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهور، وهو الحمل على اختلاف حال السائلين أو السامعين، فيمكن أن يراد في الجواب الأول تحذير من خشي منه الإيذاء بيد أو لسان، فأرشد إلى الكف، وفي الثاني ترغيب من رجي فيه النفع العام بالفعل والقول فأرشد إلى ذلك، وخص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت، لما كانوا فيه من الجهد، ولمصلحة التأليف، ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حث عليهما أول ما دخل المدينة، كما رواه الترمذي وغيره مصححًا من حديث عبد الله بن سلام.

قوله: (تطعم) هو في تقدير المصدر، أي: أن تطعم، ومثله تسمع بالمعيدي، وذكر الإطعام ليدخل فيه الضيافة وغيرها.

قوله: (وتقرأ) بلفظ مضارع القراءة بمعنى تقول، قال أبو حاتم السجستاني: تقول: اقرأ عليه السلام، ولا تقول أقرئه السلام، فإذا كان مكتوبًا قلت أَقْرِئه السلام أي اجعله يقرأه.

قوله: (ومن لم تعرف) أي: لا تخص به أحدًا تكبرًا أو تصنعًا، بل تعظيمًا لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم، فإن قيل: اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق. أجيب: بأنه خص بأدلة أخرى أو أن النهي متأخر وكان هذا عامًا لمصلحة التأليف، وأما من شك فيه فالأصل البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص.

(تنبيهان): الأول: أخرج مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد نظير هذا السؤال، لكن جعل الجواب كالذي في حديث أبي موسى، فادعى ابن منده فيه الاضطراب، وأجيب: بأنهما حديثان اتحد إسنادهما، وافق أحدهما حديث أبي موسى (۱) ولثانيهما شاهد من حديث عبدالله بن سلام كما تقدم.

الثاني: هذا الإسناد كله بصريون، والذي قبله كما ذكرنا كوفيون، والذي بعده من طريقيه بصريون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء، وهو من اللطائف.

<sup>.(47/1) (1)</sup> 

#### ٧- بَابِ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَبَالَ: حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ - النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: (لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمُ - النَّبِيِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِ عَنْ قَالَ: (لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى يُحِبَّ لاَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ».

قوله: (باب من الإيمان) قال الكرماني (١): قدم لفظ الإيمان بخلاف أخواته حيث قال: «إطعام الطعام من الإيمان» إما للاهتمام بذكره أو للحصر، كأنه قال: المحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان، قلت: وهو توجيه حسن، إلا أنه يردعليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر معًا، وهو قوله: «باب حب الموسول من الإيمان»، فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة، ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول فقدمه. والله أعلم.

قوله: (يحيى) هو ابن سعيد القطان.

قوله: (وعن حسين المعلم) هو ابن ذكوان، وهو معطوف على شعبة، فالتقدير عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة، وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفر دهما، فأور ده المصنف معطوفًا اختصارًا، ولأن شعبة قالى: عن قتادة. وقال حسين: حدثنا قتادة. وأغرب بعض المتأخرين فزعم أن طريق حسين معلقة، وهو غلط (٢)، فقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ المصنف عن يحيى القطان عن حسين المعلم، وأبدى الكرماني (٣) كعادته بحسب التجويز العقلي أن يكون تعليقًا أو معطوفًا على قتادة، فيكون شعبة رواه عن حسين عن قتادة، إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئًا من علم الإسناد. والله المستعان.

(تنبيه) المتن المساق هنا لفظ شعبة، وأما لفظ حسين من رواية مسدد التي ذكرناها فهو: «لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره»، وللإسماعيلي من طريق روح عن حسين: «حتى

<sup>(</sup>۱) (۱۰۸/۱)، كتاب الإيمان، باب ٥، ح ١١.

<sup>(</sup>۲) انظر: تغليق التعليق (۲/ ۲۷)، وقال: وقوله: عن حسين معطوف على قوله: عن شعبة، فيحيى وابن سعيد القطان، رواه عن شعبة، عن قتادة، وعن حسين المعلم، عن قتادة، فله فيه شيخان، وإنما لم يجمعهما لأن مسددًا حدث به هكذا مفرقًا، وإنما نبهت عليه، وإن كنت لا أرى أنه من المعلق، لأن بعض الشراح زعم في نظائر له أنه معلق فأردت التنبيه عليه لئلا يغتر به.

<sup>(47/1) (47)</sup> 

يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير ، فبين المراد بالأخوة ، وعين جهة الحب ، وزاد مسلم في أوله عن أبي خيثمة عن يحيى القطان: «والذي نفسي بيده» ، وأما طريق شعبة فصرح أحمد والنسائي في روايتهما بسماع قتادة له من أنس ، فانتفت تهمة تدليسه .

114-

قوله: (لا يؤمن) أي: من يدعي الإيمان، وللمستملي: «أحدكم» وللأصيلي: «أحد» ولابن عساكر: «عبد»، وكذا لمسلم عن أبي خيثمة، والمرادبالنفي كمال الإيمان، ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم كقولهم: فلان ليس بإنسان. فإن قيل: فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنًا كاملاً وإن لم يأت ببقية الأركان، أجيب: بأن هذا وردمورد المبالغة، أو يستفاد من قوله: «لأخيه المسلم» ملاحظة بقية صفات المسلم، وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان» ومعنى الحقيقة هنا الكمال، ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرًا، وبهذا يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت، وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان، وهي داخلة في التواضع على ما سنقرره.

قوله: (حتى يحب) بالنصب لأن (حتى) جارة و(أن) بعدها مضمرة، ولا يجوز الرفع فتكون (حتى) عاطفة فلا يصح المعنى، إذ عدم الإيمان ليس سببًا للمحبة.

قوله: (ما يحب لنفسه) أي: من الخير كما تقدم عن الإسماعيلي، وكذا هو عند النسائي، وكذا عند ابن منده من رواية همام عن قتادة أيضا، و «الخير»: كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات؛ لأن اسم الخير لا يتناولها، والمحبة: إرادة ما يعتقده خيرًا، قال النووي (١٠): المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، وقد تكون بحواسه كحسن الصورة، أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال، وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر. انتهى ملخصًا.

والمراد بالميل هنا: الاختياري دون الطبيعي والقسري، والمراد أيضًا أن يحب أن يحصل / لأخيه نظير ما يحصل له، لاعينه، سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية، وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له، إذ قيام الجوهر أو العَرَض محلين محال، وقال أبو الزناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث طلب المساواة، وحقيقته تستلزم التفضيل؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره، فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة

<sup>(</sup>۱) المنهاج (۱۳/۲).

المفضولين. قلت: أقر القاضي عياض (١) هذا، وفيه نظر، إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة؛ لأن المقصود الحث على التواضع، فلا يحب أن يكون أفضل من غيره، فهو مستلزم للمساواة، ويستفاد ذلك من قوله تعالى: ﴿ يَلِكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَمَلُهُ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادُهُ اللَّامُ اللَّامِ الحسد والغل والحقد والغش، وكلها خصال مذمومة.

(فائدة) قال الكرماني (<sup>٢)</sup>: ومن الإيمان أيضًا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء. والله أعلم.

### ٨ ـ باب حُبُّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الإيمَانِ

١٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَّانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ».

قوله: (باب حب الرسول) اللام فيه للعهد، والمراد سيدنا رسول الله على بقرينة قوله: «حتى أكون أحب» وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان، لكن الأحبية مختصة بسيدنا رسول الله على .

قوله: (شعيب) هو ابن أبي حمزة الحمصي، واسم أبي حمزة دينار، وقد أكثر المصنف من تخريج حديثه عن الزهري وأبي الزناد، ووقع في غرائب مالك للدارقطني إدخال رجل وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بين الأعرج وأبي هريرة في هذا الحديث، وهي زيادة شاذة، فقد رواه الإسماعيلي بدونها من حديث مالك، ومن حديث إبراهيم بن طهمان، وروى ابن منده من طريق أبي حاتم الزازي عن أبي اليمان شيخ البخاري هذا الحديث مصرحًا فيه بالتحديث في جميع الإسناد، وكذا النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب.

قوله: (والذي نفسي بيده) فيه جوان الحلف على الأمر المهم توكيدًا وإن لم يكن هناك مستحلف، قوله: (الأيؤمن) أي: إيمانًا كاملاً.

<sup>(</sup>١) الإكمال(١/ ٢٨٢).

<sup>.(47/1) (1)</sup> 

قوله: (أحب) هو أفعل بمعنى المفعول، وهو مع كثرته على خلاف القياس، وفصل بينه وبين معموله بقوله: «إليه» لأن الممتنع الفصل بأجنبي.

قوله: (من والده وولده) قدم الوالد للأكثرية لأن كل أحد له والد من غير عكس، وفي رواية النسائي في حديث أنس تقديم الولد على الوالد، وذلك لمزيد الشفقة، ولم تختلف الروايات في ذلك في حديث أبي هريرة هذا، وهو من أفراد البخاري عن مسلم.

١٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ».

قوله: (أخبرنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي، والتفريق بين «حدثنا» و «أخبرنا» لا يقول مع المصنف كما / يأتي في العلم (١). وقد وقع في غير رواية أبي ذر «حدثنا يعقوب». معلم المام المام

قوله: (وحدثنا آدم) عطف الإسناد الثاني على الأول قبل أن يسوق المتن فأوهم استواءهما، فإن لفظ قتادة مثل لفظ حديث أبي هريرة، لكن زاد فيه: «والناس أجمعين»، ولفظ عبد العزيز مثله إلا أنه قال كما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن يعقوب شيخ البخاري بهذا الإسناد: «من أهله وماله» بدل «من والده وولده»، وكذا لمسلم من طريق ابن علية، وكذا للإسماعيلي من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز ولفظه: «لا يؤمن الرجل» وهو أشمل من جهة، و «أحدكم» أشمل من جهة، وأشمل منهما رواية الأصيلي: «لا يؤمن أحد».

فإن قيل: فسياق عبد العزيز مغاير لسياق قتادة، وصنيع البخاري يوهم اتحادهما في المعنى وليس كذلك، فالجواب: أن البخاري يصنع مثل هذا نظرًا إلى أصل الحديث لا إلى خصوص ألفاظه، واقتصر على سياق قتادة لموافقته لسياق حديث أبي هريرة، ورواية شعبة عن قتادة مأمون فيها من تدليس قتادة؛ لأنه كان لا يسمع منه إلا ما سمعه، وقد وقع التصريح به في هذا الحديث في رواية النسائي، وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال، بل ربما يكونان أعز من نفسه، ولهذا لم يذكر النفس أيضًا في حديث أبي هريرة.

وهل تدخل الأم في لفظ الوالد؟ إن أريد به من له الولد فيعم، أو يقال: اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفي عن أحد الضدين بالآخر، ويكون ما ذكر على سبيل التمثيل والمراد

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٥٧)، كتاب العلم، باب ٤.

الأعزة، كأنه قال: أحب إليه من أعزته، وذِكْر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الخاص وهو كثير، وقدم الوالد على الولد في رواية لتقدمه بالزمان والإجلال، وقدم الولد في أخرى لمزيد الشفقة.

وهل تدخل النفس في عموم قوله «والناس أجمعين»؟ الظاهر دخوله، وقيل: إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم. وهو بعيد، وقد وقع التنصيص بذكر النفس في حديث عبدالله بن هشام كما سيأتي، والمراد بالمحبة هنا: حب الاختيار لا حب الطبع، قاله الخطابي، وقال النووي (۱): فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة، فإن من رجح جانب المطمئنة كان حبه للنبي وي كلام القاضي حبه للنبي ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس، وفي كلام القاضي عياض (۲) أن ذلك شرط في صحة الإيمان؛ لأنه حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال، وتعقبه صاحب المفهم (۳) بأن ذلك ليس مرادًا هنا؛ لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلز ما للمحبة، إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته، قال: فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانه. وإلى هذا يوميء قول عمر الذي رواه المصنف في «الأيمان والنذور» (١٤) من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي الله الله أحب إلى من نفسي، فقال: الأوالذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر» انتهى. فهذه المحبة ليست عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر» انتهى. فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط، فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعًا.

ومن علامة الحب المذكور أن يُعْرَض على المرء أن لو خُيِّر بين فَقْدِ غرض من أغراضه أو فَقْدِ رؤية النبي عَلَيُ أن لو كانت ممكنة ، فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة ، ومن لا فلا ، وليس ذلك محصورًا في الوجود والفقد ، بل يأتي مثله في نصرة سنته ، والذب عن شريعته ، وقمع مخالفيها ، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر، فإن الأحبية المذكورة تعرف به، وذلك أن

<sup>(</sup>١) المنهاج (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) الإكمال(١/ ٢٨٠).

<sup>(7) (1/077).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (١٥/ ٢٦١)، كتاب الأيمان والنذور، باب، ح٦٦٣٢.

محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرها، أما نفسه: فهو أن يريد دوام بقائها سالمة من الآفات، هذا هو حقيقة المطلوب، وأما غيرها: فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالاً ومآلاً، فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول على الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، إما بالمباشرة وإما بالسبب، علم/ أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي، وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات، فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره؛ لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره، ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه، ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم؛ لأن هذا ثمرة المعرفة، وهم بها أعلم. والله الموفق.

وقال القرطبي (۱): كل من آمن بالنبي على إيمانًا صحيحًا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة، غير أنهم متفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، كمن كان مستغرقًا في الشهوات محجوبًا في الغفلات في أكثر الأوقات، لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي على أشتاق إلى رؤيته، بحيث يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده، ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة، ويجد مخبر ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه، وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره، ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر، لما وقر في قلوبهم من محبته، غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات، والله المستعان. انتهى ملخصًا.

#### ٩- باب حَلاوَةِ الإيمَانِ

١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الشَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ مَى الْكُوْرِ كَمَا يَكُرهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ».

[الحديث: ١٦، أطرافه في: ٢١، ٦٠٤١، ١٩٤١]

قوله: (باب حلاوة الإيمان) مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، ولما قدم أن محبة الرسول من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك .

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ٢٢٥).

قوله: (حدثنا محمد بن المثنى) هو أبو موسى العنزي بفتح النون بعدها زاي، (قال: حدثنا عبد الوهاب)، هو ابن عبد المجيد، (حدثنا أيوب)، هو ابن أبي تميمة السختياني بفتح السين المهملة على الصحيح، وحكي ضمها وكسرها، عن أبي قلابة بكسر القاف وبباء موحدة.

قوله: (ثلاث) هو مبتدأ والجملة الخبر، وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين عوض المضاف إليه، فالتقدير : ثلاث خصاك، ويحتمل في إعرابه غير ذلك.

قوله: (كُنَّ) أي: حصلن، فهي تامة، وفي قوله: «حلاوة الإيمان» استعارة تخييلية، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه، وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرًا، والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئًا ما نقص ذوقه بقدر ذلك، فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما فري استدلال المصنف على الزيادة والنقص. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة (١): إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: ﴿ مَثَلًا كُلِمَةُ طَيِّبَةٌ كُشَجَرَةً طَيِّبَةً ﴾ [إبراهيم: ٢٤] فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها.

قوله: (أحب إليه) منصوب لأنه خبر (يكون).

قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه، ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله، فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهي إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان/ جانب ذلك، تمرن على الائتمار بأمره بحيّث يصير هواه تبعًا له، ويلتذبذلك التذاذ اعقليًا، إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. قال: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانًا لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأن لا مانع ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه ماقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه؛ فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا من أجله، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينًا، ويخيل إليه الموعود كالواقع، يحب إلا من أجله، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينًا، ويخيل إليه الموعود كالواقع،

<sup>(</sup>١) بهجة النفوس (١/ ٢٦).

فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار. انتهى ملخصًا.

وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَـَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ ﴾ إلى أن قال ﴿ أَحَبُ إِلَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٢٤] ثم هددعلى ذلك وتوعد بقوله: ﴿ فَتَرَبَّصُوا ﴾ .

(فائدة): فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فالأول من الأول والأخير من الثاني. وقال غيره: محبة الله على قسمين: فرض وندب، فالفرض: المحبة التي تبعث على امتثال أوامره، والانتهاء عن معاصيه، والرضابما يقدره، فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه. والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع، وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم، وإلى الثاني يشير حديث: «لا يزني الزاني وهو مؤمن»، والندب: أن يواظب على النوافل، ويتجنب الوقوع في الشبهات، والمتصف عمومًا بذلك نادر. قال: وكذلك محبة الرسول على قسمين كما تقدم، ويزاد أن لا يتلقى شيئًا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته، ولا يسلك إلا طريقته، ويرضى بما شرعه، حتى لا يجد في نفسه حرجًا مما قضاه، ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها، فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك.

وقال الشيخ محيي الدين (١٠): هذا حديث عظيم، أصل من أصول الدين. ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات، وتحمل المشاق في الدين، وإيثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول، وإنما قال: «مما سواهما» ولم يقل: «ممن» ليعم من يعقل ومن لا يعقل.

قال: وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية، وأما قوله للذي خطب فقال: ومن يعصهما: «بئس الخطيب أنت» فليس من هذا، لأن المراد في الخُطَب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ، ويدل عليه أن النبي على حيث قاله في موضع آخر قال: «ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه»، واعترض بأن هذا الحديث إنما ورد أيضًا في حديث خطبة النكاح، وأجيب: بأن المقصود في خطبة النكاح أيضًا الإيجاز فلانقض.

وثم أجوبة أخرى، منها: دعوى الترجيح، فيكون حيز المنع أولى لأنه عام، والآخر يحتمل الخصوصية، ولأنه ناقل والآخر مبني على الأصل، ولأنه قول والآخر فعل، وردبأن

<sup>(</sup>۱) المنهاج (۲/۱۲،۱۳).

احتمال التخصيص في القول أيضًا حاصل بكل قول، ليس فيه صيغة عموم أصلاً. ومنها: دعوى أنه من الخصائص، فيمتنع من غير النبي ﷺ ولا يمتنع منه؛ لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية، بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك، وإلى هذا مال ابن عبد السلام. ومنها: دعوى التفرقة بوجه آخر، وهو أن كلامه على هنا جملة واحدة فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمر، وكلام الذي خطب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر. وتُعُقُّبَ هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهر، فما وجه الرد على الخطيب مع أنه هو على جمع كما تقدم؟ ويجاب: بأن - قصة الخطيب \_ كما قلنا \_ ليس فيها صيغة عموم، بل هي واقعة عين، / فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس من يخشى عليه توهم التسوية كما تقدم.

ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، لاكل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى، فمن يدعى حب الله مثلاً ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك، ويشير إليه قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُعِبُّونَ اللَّهَ فَأَنَّيْمُونِي يُحْيِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١] فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد، وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كار واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم، ويشير إليه قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْمِ مِنكُرٌ ﴾[النساء: ٥٥] فأعاد «أطبعوا» في الرسول ولم يعده في أولي الأمر لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول. انتهى ملخصًا من كلام البيضاوي والطيبي.

ومنها أجوبة أخرى فيها تكلم: منها أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه، ومنها أن له أن يجمع بخلاف غيره.

قوله: (وأن يحب المرء) قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء.

قوله: (وأن يكره أن يعود في الكفر) زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق الحسن بن سفيان عن محمد بن المثنى شيخ المصنف: "بعد إذ أنقذه الله منه"، وكذا هو في طريق أخرى للمصنف، والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمر، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة، وعلى الأول فيحمل قوله: «يعود» على معنى الصيرورة، بخلاف الثاني فإن العود فيه على ظاهره، فإن قيل: فلِمَ عَدَّى العَوْد بفي ولم يعده بإلى؟ فالجواب: أنه ضمنه معنى الاستقرار، وكأنه قال: يستقر فيه، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ ﴾ [الأعراف: ٨٩].

(تنبيه): هذا الإسناد كله بصريون، وأخرجه المصنف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة عن قتادة عن أنس (۱)، واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل، وأخرجه من هذا الوجه في الأدب في فضل الحب في الله (۲)، ولفظه في هذه الرواية: «وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» وهي أبلغ من لفظ حديث الباب؛ لأنه سوعى فيه بين الأمرين، وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الأخرى، وكذا رواه مسلم من هذا الوجه، وصرح النسائي في روايته والإسماعيلي بسماع قتادة له من أنس. والله الموفق. وأخرجه النسائي من طريق طلق بن حبيب عن أنس وزاد في الخصلة الثانية ذكر البغض في الله ولفظه: «وأن يحب في الله ويبغض في الله» وقد تقدم للمصنف في ترجمته: «والحب في الله والبغض في الله من الإيمان» (٣) وكأنه أشار بذلك إلى هذه الرواية. والله أعلم.

## ١٠- باب عَلامَةُ الإيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «آيَةُ الإيمَانِ حُبُّ الأنْصَادِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَادِ».

[الحديث:١٧ في ٢٠٨٤]

قوله: (باب) هو مُنَوَّن، ولما ذكر في الحديث السابق أنه: «لا يحبه إلا لله» عقبه بما يشير إليه من أن حب الأنصار كذلك؛ لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف وهو النصرة إنما هو لله تعالى، فهم وإن دخلوا في عموم قوله: «لا يحبه إلا لله» لكن التنصيص بالتخصيص دليل العناية.

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي.

<sup>(</sup>١) (١/ ١٣٧)، كتاب الإيمان، باب١٤، ح١١.

<sup>(</sup>٢) (١٣/ ٥٩٥)، كتاب الأدب، باب٤١ ، ح١٠٤١.

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۹۳)، كتاب الإيمان، باب١.

- / قوله: (جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة، وهو ابن عتيك الأنصاري، وهذا الراوي ممن وافق اسمه اسم أبيه.

قوله: (آية الإيمان) هو بهمزة ممدودة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيث، والإيمان مجرور بالإضافة، هذا هو المعتمد في ضبط هذه الكلمة في جميع الروايات، في الصحيحين والسنن والمستخرجات والمسأنيد، والآية: العلامة كما ترجم به المصنف، ووقع في إعراب الحديث لأبي البقاء العكبري (۱): (إنه الإيمان) بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء، والإيمان مرفوع، وأعربه فقال: إن للتأكيد، والهاء ضمير الشأن، والإيمان مبتدأ وما بعده خبر، ويكون التقدير: إن الشأن الإيمان حب الأنصار، وهذا تصحيف منه، ثم فيه نظر من جهة المعنى لأنه يقتضي حصر الإيمان في حب الأنصار، وليس كذلك، فإن قيل: واللفظ المشهور أيضًا يقتضي الحصر، وكذا ما أورده المصنف في فضائل الأنصار (٢) من حديث البراء بن عازب: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن».

فالجواب عن الأول: أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس، فإن أخذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به، سلمنا الحصر لكنه ليس حقيقيًا بل ادعائيًا للمبالغة، أو هو حقيقي لكنه خاص بمن أبغضهم من حبث النصرة. والجواب عن الثاني: أن غايته أن لا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن، وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك، بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم. فإن قيل: فعلى الشق الثاني هل يكون من أبغضهم منافقًا وإن صدَّق وأقر؟ فالجواب: أن ظاهر اللفظ يقتضيه، لكنه غير مراد، لاشتماله على تقييد البغض بالجهة، فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة \_ وهي كونهم نصروا رسول الله ﷺ \_ أثر ذلك في تصديقه فيصح أنه منافق، ويقرِّب هذا الحمل زيادة أبي نعيم في المستخرج في حديث البراء بن عازب: «من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم»، ويأتي مثل هذا في الحب كما الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار إيمان وبغضهم نفاق».

ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يراد ظاهره، ومن ثم لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده، بل قابله بالنفاق إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به

<sup>(</sup>۱) (ص: ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) (٨/ ٤٨٧)، كتاب مناقب الأنصار، باب ٤، ح ٣٧٨٣.

من يظهر الإيمان، أما من يظهر الكفر فلا؛ لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك.

قوله: (الأنصار) هو جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد أي: أنصار رسول الله على والمراد الأوس والخزرج، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله «الأنصار» فصار ذلك عَلَمَ عليهم، وأُطلق أيضًا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم، وخُصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي الله ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبًا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض، ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبًا للحسد، والحسد يجر البغض، فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق، تنويها بعظيم فضلهم، وتنبيها على كريم فعلهم، وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركًا لهم في بعظيم فضلهم، وتنبيها على كريم فعلهم، وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركًا لهم في الفضل المذكور كل بقسطه.

وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي على قال له: «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»، وهذا جار باطراد في أعيان الصحابة، لتحقق مشترك الإكرام، لما لهم من حسن الغناء في الدين. قال صاحب المفهم (١٠): وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام: للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد. والله أعلم.

#### / ١١\_باب

١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِذْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ اللَّهِ الْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُو أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيئًا، وَلا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيئًا، وَلا تَشْرِقُوا، وَلا تَقْتَلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْنَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيثًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيثًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا

<sup>(1) (1/077).</sup> 

فهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَّابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ: إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك مِنْ قَلِك مَنْ أَصَاءً عَاقَبَهُ» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك مِنْ مَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ

[الحديث: ١٨] أطرافه في: ٢٨٩٣، ٣٨٩٣، ٩٩٩٩، ٤٨٧٤، ١٠٨٢، ٣٨٨٢، ٥٠٠٥،

قوله: (باب) كذا هو في روايتنا بلا ترجمة ، وسقط من رواية الأصيلي أصلا ، فحديثه عنده من جملة الترجمة التي قبله ، وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضًا ؛ لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به ، كصنيع مصنفي الفقهاء ، ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار ؛ لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي على عند عقبة منى في الموسم ، كما سيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية من هذا الكتاب (١).

وقد أخرج المصنف حديث هذا الباب في مواضع أخر: في باب من شهد بدرًا (٢) لقوله فيه: «كان شهد بدرًا»، وفي باب وفود الأنصار (٣) لقوله فيه: «وهو أحد النقباء»، وأورده هنا لتعلقه بما قبله كما بيناه. ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين آخرين: أحدهما: أن اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامر، وثانيهما: أنه تضمن الرد على من يقول: إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار، كما سيأتي تقريره (٤) إن شاء الله تعالى.

قوله: (عائذ الله) هو أسم علم أي: ذو عيادة بالله، وأبوه عبد الله بن عمرو الخولاني صحابي، وهو من حيث الرواية تابعي كبير، وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية، وكان مولده عام حنين، والإسناد كله شاميون.

قوله: (وكان شهد بدرًا) يعني حضر الوقعة المشهورة الكائنة بالمكان المعروف ببدر، وهي أول وقعة قاتل النبي على فيها المشركين، وسيأتي ذكرها في المغازي (٥)، ويحتمل أن يكون قائل ذلك أبو إدريس، فيكون متصلاً إذا حمل على أنه سمع ذلك من عبادة، أو الزهري

<sup>(</sup>۱) (٨/ ١٥٥)، كتاب مناقب الأنصار، باب٤٦، ح٣٨٩٢.

<sup>(</sup>٢) (٩/ ٥٩)، كتاب المغازي، باب١٢، ١٩٩٩.

<sup>(</sup>٣) (٨/ ١٥٤، ٢٥٥)، كتاب مناقب الأنصار، باب٤٤، ح ٣٨٩٣، ٣٨٩٣.

<sup>(</sup>٤) (١٥٨/١)، كتاب الإيمان، باب٢٢، ح٣٠.

<sup>(</sup>٥) (١٤/٩)، كتاب المعازي، باب ، ح١٥٩٠.

فيكون منقطعًا، وكذا قوله: «وهو أحدالنقباء».

قوله: (أن رسول الله على) سقط قبلها من أصل الرواية لفظ «قال» وهو خبر أن؛ لأن قوله: «وكان» وما بعدها معترض، وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف (قال) خطأً لكن حيث يتكرر في مثل «قال قال رسول الله عليه» ولابد عندهم مع ذلك من النطق بها، وقد ثبتت في رواية المصنف لهذا الحديث بإسناده هذا في «باب من شهد بدرًا» (١) فلعلها سقطت هنا ممن بعده، ولأحمد عن أبي اليمان بهذا الإسناد أن عبادة حدثه.

قوله: (وحوله) بفتح اللام على الظرفية، والعصابة بكسر العين: الجماعة من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها، وقد جمعت على عصائب وعصب.

قوله: (بايعوني) زاد في باب وفود الأنصار (٢) «تعالوا بايعوني»، والمبايعة عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيهًا بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ٱشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَأَمُونُهُمْ بِأَنْ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ ﴾ [التوبة: ١١١].

قوله: (ولا تقتلوا أولادكم) قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره: خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كان شائعًا فيهم، وهو وأد البنات وقتل البنين خشية الإملاق، أو خصهم بالذكر/ لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم.

قوله: (ولا تأتوا ببهتان) البهتان: الكذب الذي يبهت سامعه، وخص الأيدي والأرجل بالافتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بهما، إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي، وكذا يسمون الصنائع الأيادي. وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال: هذا بما كسبت يداك، ويحتمل أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحًا وبعضكم يشاهد بعضًا، كما يقال: قلت كذا بين يدي فلان. قاله الخطابي (٣)، وفيه نظر لذكر الأرجل. وأجاب الكرماني (٤): بأن المراد الأيدى، وذكر الأرجل تأكيدًا، ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيًا فليس بمانع.

ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه ، فلذلك نسب إليه الافتراء ، كأن المعنى: لا ترموا أحدًا بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم . وقال أبو محمد بن أبي جمرة (٥): يحتمل أن يكون قوله: «بين أيديكم» أي:

٦٥

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۹۹)، كتاب المغازي، باب ۱۲، ح ۳۹۹۹.

<sup>(</sup>٢) (٨/ ١٥٤)، كتاب مناقب الأنصار، باب٤١، ح٢٨٩٢، ٣٨٩٣.

<sup>(</sup>٣) الأعلام (١/١٥٦).

<sup>.(</sup>١٠٦/١) (٤)

<sup>(</sup>٥) بهجة النفوس (١/ ٥٤).

في الحال، وقوله: «وأرجلكم» أي: في المستقبل؛ لأن السعي من أفعال الأرجل. وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء، وكنى بذلك كما قال الهروي في الغريبين عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها، ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولاً، والله أعلم.

قوله: (ولا تعصوا) للإسماعيلي في باب وفود الأنصار «ولا تعصوني» وهو مطابق للآية، والمعروف: ماعرف من الشارع حسنه نهيًا وأمرًا.

قوله: (في معروف) قال النووي: يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني ولا أحد أولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقًا بشيء بعده، وقال غيره: نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية الله، فهي جديرة بالتوقى في معصية الله.

قوله: (فمن وفي منكم) أي: ثبت على العهد، و(وفي) بالتخفيف، وفي رواية بالتشديد، وهما بمعنى.

قوله: (فأجره على الله) أطلق هذا على سبيل التفخيم؛ لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما، وأفصح في رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث في الصحيحين بتعيين العوض فقال: «بالجنة»، وعبر هنا بلفظ «على» للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء، وسيأتي في حديث معاذ (۱) في تفسير حق الله على العباد تقرير هذا. فإن قيل: لم اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ فالجواب: أنه لم يهملها، بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله: «ولا تعصوا» إذ العصيان مخالفة الأمر، والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات: أن الكف أيسر من إنشاء الفعل؛ لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح، والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل.

قوله: (ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب) زاد أحمد في روايته «به».

قوله: (فهو) أي: العقاب (كفارة) ، زاد أحمد «له» وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة (٢) من كتاب التوحيد، وزاد «وطهور». قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَلِلَهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِمِمْ ﴿ [النشاء: ٤٨] فالمرتد إذا قتل على

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۱۲۰)، كتاب الجهاد، باب ٤٦، ح٢٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) (٤٧١/١٧)، كتاب التوحيد، باب٣١، ح٧٤٦٨.

ارتداده لا يكون القتل له كفارة. قلت: وهذا بناء على أن قوله: «من ذلك شيئًا» يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر. وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك، بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه، ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: «ومن أتى منكم حدًا» إذ القتل على الشرك لا يسمى حدًا، لكن يعكر على هذا القاتل أن الفاء في قوله: «فمن» لترتب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك، وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قال النووي.

وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، ويدل عليه تنكير (شيئًا) أي: شركًا أيا ماكان. وتُعُقِّبَ بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك. ويجاب: بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله محتمل/ وإن كان ضعيفًا. ولكن يعكر عليه أيضًا أنه عقب الإصابة المقوبة في الدنيا، والرياء لاعقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص.

وقال القاضي عياض (۱): ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي على طريق الجمع بينهما - أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك. قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله. قلت: وقد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضًا فقويت رواية معمر، وإذا كان صحيحًا فالجمع - الذي جمع به القاضي - حسن، لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة، لما بايع الأنصار رسول الله على البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، فكيف يكون حديثه متقدمًا؟

وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي ريالي المحام وإنما سمعه من النبي المحدود كفارة صحابي آخر كان سمعه من النبي المحدود كفارة كما سمعه عبادة. وفي هذا تعسف، ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه، وأن الحدود لم تكن

<sup>(</sup>١) الإكمال (٥/ ٥٥٠).

نزلت إذ ذاك، والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي على قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» فبايعوه على ذلك، وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه.

وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الفتن (١) وغيره ومن حديث عبادة أيضًا قال: «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره..» الحديث، وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام «فقال: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله على إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، ولنا الجنة، فهذه بيعة رسول الله على التي بايعناه عليها» فذكر بقية الحديث.

وعند الطبراني له طريق أخرى وألفاظه قريبة من هذه، وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى، ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام (٢) إن شاء الله تعالى، منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة، والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّي لَهُ إِذَا جَآءَكَ المُرْمِئَتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ [الممتحنة: ١٢]، ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف.

والدليل على ذلك: ما عند البخاري في كتاب الحدود (٣) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا أن النبي على لما بايعهم قرأ الآية كلها، وعنده في تفسير الممتحنة (٤) من هذا الوجه قال: «قرأ آية النساء» ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال:

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۲۲۶)، كتاب الأحكام، باب، ع-۲۱٤٤.

<sup>(</sup>٢) (١٧/ ٥٤)، كتاب الأحكام، باب ٤٩، ح٢١٣. و(١٧/ ٣٦)، كتاب الأحكام، باب٤٣، ح٩٩٧.

<sup>(</sup>٣) (١٥/ ٥٤٩)، كتاب الحدود، باب، ح ٢٧٨٤.

<sup>(</sup>٤) (١٠/ ٦٨٩)، كتاب التفسير، باب٣، ح ٤٨٩٤.

«فتلا علينا آية النساء قال: أن لا تشركن بالله شيئًا» وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن رسول الله عليه النساء: أن لا تشركوا بالله الزهري أن رسول الله عليه النساء: أن لا تشركوا بالله شيئًا. . . » الحديث، وللطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا السند: «بايعنا رسول الله على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة»، ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: «أخذ علينا رسول الله على النساء».

فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول/ الآية ، بل بعد صدور البيعة ، بل بعد فتح مكة ، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة . ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : «أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا» فذكر نحو حديث عبادة ، ورجاله ثقات . وقد قال إسحاق بن راهويه : إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر . اهـ . وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار ولا ممن حضر بيعتهم ، وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة ، وَضَحَ تغاير البيعتين بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة ، وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمرو وكان إسلامه بعد الهجرة بمدة طويلة . .

ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال: «بايعنا رسول الله على مثل ما بايع عليه النساء...» فذكر الحديث، وكان إسلام جرير متأخرًا عن إسلام أبي هريرة على الصواب، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معًا، وكانت بيعة العقبة من أَجَلُ ما يتمدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويهًا بسابقيته، فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عَقِبَ ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده وكان أحد النقباء قال: «بايعنا رسول الله على بيعة الحرب» وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى «على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا...» الحديث، فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين، ولكن الحديث في الصحيحين كما سيأتي في الأحكام (١) ليس فيه هذه الزيادة، وهو من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد.

والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة؛ لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة، ويمكن

<sup>(</sup>۱) (۳۱/۱۷)، كتاب الأحكام، باب٤٢، ح١٩٩٧.

تأويل رواية ابن إسحاق وردها إلى ما تقدم، وقد اشتملت روايته على ثلاث بيعات: بيعة العقبة وقد صرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب في رواية الصنابحي عن عبادة عند أحمد، والثانية: بيعة الحرب، وسيأتي في الجهاد (١) أنها كانت على عدم الفرار، والثالثة: بيعة النساء، أي التي وقعت على نظير بيعة النساء، والراجح أن التصريح بذلك وهم من بعض الرواة (٢). والله أعلم.

ويعكر على ذلك التصريح في رواية ابن إسحاق من طريق الصنابحي عن عبادة أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء، واتفق وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية، وإنما أضيفت إلى النساء لضبطها بالقرآن، ونظيره ما وقع في الصحيحين (٣) أيضًا من طريق الصنابحي عن عبادة قال: «إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله ﷺ؛ وقال: «بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا» الحديث، فظاهر هذا اتحاد البيعتين، ولكن المراد ما قرَّرْتُهُ أن قوله: «إني من النقباء الذين بايعوا - أي ليلة العقبة - على الإيواء والنصر» وما يتعلق بذلك، ثم قال: «بايعناه. . .» إلخ، أي: في وقت آخر، ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله: «وقال بايعناه». وعليك برد أي من الروايات موهمًا بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي نهجتُ إليه في تفع بذلك الإشكال، ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض، ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة.

واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفر دبرواية هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب وهو في الترمذي وصححه الحاكم وفيه: "من أصاب ذنبًا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة"، وهو عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبى تميمة الهجيمي. ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت بإسناد/ حسن ولفظه: "من أصاب ذنبًا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له"، وللطبراني عن ابن عمرو(٤) مرفوعًا: "ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب". وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أر من أزال اللبس فيه على الوجه المرضى. والله الهادي.

<sup>(</sup>۱) (۷/۸۱۷)، كتاب الجهاد، باب ۱۱۰، ح۲۹۵۸.

<sup>(</sup>٢) مراده أن التصريح بأن البيعة الأولى ليلة العقبة كانت على بيعة النساء وهم من بعض الرواة، وأن البيعة التي وقعت على مثل بيعة النساء كانت بعدذلك، فتنبه والله أعلم (ابن باز).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨/ ٦٥٥)، كتاب مناقب الأنصار، باب٤٠ ، ح٣٨٩٣، ومسلم ح٣٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الأوسط (٨/ ٢١٦، ح ٨٤٤٣)، وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٦٥): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: ياسين الزيات، وهو متروك.

قوله: (فعوقب به) قال ابن التين: يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا . قال: وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة ، إلا أن يريد قتل النفس فكنى عنه . قلت: وفي رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولكن قوله في حديث الباب «فعوقب به» أعم من أن تكون العقوبة حدًا أو تعزيرًا . قال ابن التين : وحكى عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره ، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق . قلت: بل وصل إليه حق وأي حق ، فإن المقتول ظلمًا تكفر عنه ذنوبه بالقتل ، كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره : «إن السيف محاء للخطايا» ، وعن ابن مسعود قال : «إذا جاء القتل محا كل شيء» رواه الطبراني ، وله عن الحسن بن علي نحوه ، وللبزار عن عائشة مرفوعًا : «لا يمر القتل بذنب إلا محاه» فلو لا القتل ما كفرت ذنوبه ، وأي حق يصل إليه أعظم من هذا ولو كان حد القتل إنما شرع فقط لم يشرع العفو عن القاتل .

وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها؟ فيه نظر، ويدل للمنع قوله: «ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله» فإن هذه المصائب لا تنافي الستر، ولكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب، فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه. والله أعلم.

ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور. وقيل: لابد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبَلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيَهِم ﴾ [المائدة: ٣٤] والجواب في ذلك: أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه.

قوله: (ثم ستره الله) زاد في رواية كريمة «عليه».

قوله: (فهو إلى الله) قال المازري<sup>(۱)</sup>: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ لأن النبي على أخبر بأنه تحت المشيئة، ولم يقل لابد أن يعذبه، وقال الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. قلت: أما الشق الأول فواضح، وأما الثاني فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث وهو متعين.

<sup>(1)</sup> Ihasha (7/177).

قوله: (إن شاء عذبه وإن شاء عفاعنه) يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب، وقال بذلك طائفة، وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أو لا؟! وقيل: يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب، واختلف فيمن أتى ما يوجب الحد، فقيل: يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك، وقيل: بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به، ويسأله أن يقيم عليه الحدكما وقع لماعز والغامدية، وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنًا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا.

(تنبيه): زاد في رواية الصنابحي (١) عن عبادة في هذا الحديث: «ولا ينتهب» وهو مما يتمسك به في أن البيعة متأخرة؛ لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فُرِضَ، والمراد بالانتهاب: ما يقع بعد القتال في الغنائم. وزاد في روايته أيضًا: «ولا يعصى بالجنة، إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئًا ما كان قضاء ذلك إلى الله» أخرجه المصنف في باب وفود الأنصار (٢) عن قتيبة عن الليث، ووقع عنده «ولا يقضى» بقاف وضاد معجمة وهو تصحيف، وقد تكلف بعض قتيبة عن الليث، ووقع عنده «ولا يقضى» بقاف وضاد معجمة وهو تصحيف، وقد تكلف بعض الناس في تخريجه وقال: إنه نهاكم / عن ولاية القضاء، ويبطله أن عبادة رضي الله عنه ولي قضاء فلسطين في زمن عمر رضى الله عنهما.

وقيل: إن قوله: «بالجنة» متعلق بيقضي، أي: لا يقضي بالجنة لأحد معين، قلت: لكن يبقى قوله: «إن فعلنا ذلك» بلا جواب، ويكفي في ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين، وكذا الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان، ولأبي نعيم من طريق موسى بن هارون كلاهما عن قتيبة، وكذا هو عند البخاري أيضًا في هذا الحديث في الديات عن عبد الله بن يوسف عن الليث في معظم الروايات، لكن عند الكشميهني بالقاف والضاد أيضًا، وهو تصحيف كما بيناه، وقوله: «بالجنة» إنما هو متعلق بقوله في أوله «بايعناه». والله أعلم.

١٢- باب مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَن

١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ خَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ».

[الحديث: ١٩، أطرافه في: ٣٣٠٠، ٣٦٠، ٢٤٩٥، ٦٤٩٥]

<sup>(</sup>۱) (٨/ ٦٥٥)، كتاب مناقب الأنصار، باب٤٦ ، ٣٨٩٣.

<sup>(</sup>٢) (٨/ ٦٥٥)، كتاب مناقب الأنصار، باب٤٣، ٣٨٩٣.

قوله: (باب من الدين الفرار من الفتن) عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان مع كونه ترجم لأبواب الإيمان مراعاة للفظ الحديث، ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين في عرف الشرع وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِن مَا لَهُ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩] صح إطلاق الدين في موضع الإيمان.

قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي أحد رواة الموطأ، نسب إلى جده قعنب، وهو بصري أقام بالمدينة مدة .

قوله: (عن أبيه) هو عبدالله بن عبدالرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة، فسقط الحارث من الرواية، واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري ثم المازني، هلك في الجاهلية، وشهد ابنه الحارث أحدًا، واستشهد باليمامة.

قوله: (عن أبي سعيد) اسمه سعد على الصحيح \_ وقيل سنان \_ ابن مالك بن سنان، استشهد أبوه بأحد، وكان هو من المكثرين. وهذا الإسناد كله مدنيون، وهو من أفراد البخاري عن مسلم. نعم أخرج مسلم في الجهاد \_ وهو عند المصنف أيضًا (۱) من وجه آخر \_ عن أبي سعيد حديث الأعرابي الذي سأل: «أي الناس خير؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شِعْبِ من الشِعَاب يتقي الله ويدع الناس من شره» وليس فيه ذكر الفتن، وهي زيادة من حافظ فيقيد بها المطلق، ولها شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم، ومن حديث أم مالك البهزية عند الترمذي، ويؤيده ما ورد من النهي عن سكنى البوادي والسياحة والعزلة. وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن (۲).

قوله: (يوشك) بكسر الشين المعجمة أي: يقرب.

قوله: (خير)بالنصب على الخبر، و(غنم) الاسم، وللأصيلي برفع (خير) ونصب (غنمًا) على الخبرية، ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ويقدر في (يكون) ضمير الشأن قاله ابن مالك(٣)، لكن لم تجئ به الرواية.

قوله: (يتبع) بتشديد التاء ويجوز إسكانها، و(شعف) بفتح المعجمة والعين المهملة جمع شعفة كأكم وأكمة، وهي رؤوس الجبال.

<sup>(</sup>۱) (۷/ ٤٢)، كتاب الجهاد، باب۲، ح٢٧٨٦.

<sup>(</sup>۲) (۱۹/ ٤٩٣)، كتاب الفتن، باب١٤، ح٧٠٨٨.

<sup>(</sup>٣) شواهدالتوضيح (ص: ٢٠١).

قوله: (ومواقع القطر) بالنصب عطفًا على شعف، أي بطون الأودية، وخصهما بالذكر لأنهما مظان المرعى.

قوله: (يفر بدينه) أي: بسبب دينه، و «من» ابتدائية، قال الشيخ النووي: في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر؛ لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينًا، وإنما هو صيانة للدين، قال: فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين. وقال غيره: إن أريد بمن كونها — جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه، وإن أريد كونها ابتدائية / أي الفرار من الفتنة منشؤه الدين فلا يتجه النظر. وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضًا في كتاب الفتن (١)، وهو أليق المواضع به، والكلام عليه يستوفى هناك إن شاء الله تعالى.

# ١٣-باب قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ»، وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، لَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ مِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]

٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَتَقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا».

قوله: (باب قول النبي ﷺ) هو مضاف بلا تردد.

قوله: (أنا أعلمكم) كذا في رواية أبي ذر، وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه، وفي رواية الأصيلي «أعرفكم» وكأنه مذكور بالمعنى حملاً على ترادفهما هنا، وهو ظاهر هنا وعليه عمل المصنف.

قوله: (وأن المعرفة) بفتح أن والتقدير: «باب بيان أن المعرفة»، وورد بكسرها وتوجيهه ظاهر، وقال الكرماني (٢): هو خلاف الرواية والدراية.

قوله: (لقوله تعالى) مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه ، والاعتقاد فعل القلب .

وقوله: (بما كسبت قلوبكم) أي: بما استقر فيها، والآية وإن وردت في الأيمان بالفتح

١) (٤٩٣/١٦)، كتاب الفتن، باب١٤، -٧٠٨٨.

<sup>(1) (1/111).</sup> 

فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح للاشتراك في المعنى، إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب، وكأن المصنف لمَّح بتفسير زيد بن أسلم، فإنه قال في قوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ فِي آيْمَنِكُمْ ﴾ قال: هو كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر، قال: لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه. فظهرت المناسبة بين الآية والحديث، وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، فإن فيه دليلاً على بطلان قول الكرامية: إن الإيمان قول فقط، ودليلاً على زيادة الإيمان ونقصانه لأن قوله على بطلان قول الكرامية: إن الإيمان ونقصانه لأن قوله على بطلان على غير أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي على أعلى الدرجات، والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الإيمان حقاً.

(فائدة): قال إمام الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى، واختلفوا في أول واجب (١) فقيل: المعرفة، وقيل: النظر، وقال المقترح: لا اختلاف في أن أول واجب خطابًا ومقصو دًا المعرفة، وأول واجب اشتغالاً وأداءً القصد إلى النظر. وفي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة، حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه، واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب، والآثار في ذلك كثيرة جدًا. وأجاب الأولون عن ذلك: بأن الكفار كانوا يذبون عن دينهم ويقاتلون عليه، فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق لهم. ومقتضى هذا: أن المعرفة المذكورة يكتفى فيها بأدنى نظر، بخلاف ما قرروه، ومع ذلك فقول الله تعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ / النَّاسَ الله عَلَيَهُ اللهِ المسألة من الله المسألة من الله المسألة من الله المسألة من الله وسيأتي مزيد بيان لهذا في كتاب التوحيد (٢) إن شاء الله تعالى .

وقد نقل القدوة أبو محمد بن أبي جمرة (٣) عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السمناني - وهو من كبار الأشاعرة - أنه سمعه يقول: إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب.

<sup>(</sup>۱) الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله علمًا وعملًا، وهي أول شيء دعا إليه الرسل، وسيدهم وإمامهم نبينا محمد على أول شيء دعا إليه أن قال لقومه: «قولوا لا إله إلا الله تعلموا». ولما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: «فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله»؛ ولأن التوحيد شرط لصحة جميع العادات، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَيِطُ عَنْهُم مَا كَانُوا يَشْمَلُونَ شَهِ ﴾ [الأنعام: ٨٨] (ابن باز).

<sup>(</sup>۲) (۲۹/۲۹۷)، كتاب التوحيد، باب ۱، ح۲۷۳۷.

<sup>(</sup>٣) بهجة النفوس (١/ ٤٥).

والله المستعان. وقال النووي: في الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت، وأما قوله ﷺ: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل» فمحمول على ما إذا لم تستقر. قلت: ويمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله: "أو تعمل»؛ لأن الاعتقادهو عمل القلب. ولهذه المسألة تكملة تذكر في كتاب الرقاق(١).

قوله: (حدثنا محمد بن سلام) هو بتخفيف اللام على الصحيح، وقال صاحب المطالع: هو بتشديدها عند الأكثر، وتعقبه النووي بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف، وقد روى ذلك عنه نفسه وهو أخبر بأبيه، فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده، وقد صنف المنذري جزءًا في ترجيح التشديد، ولكن المعتمد خلافه.

قوله: (أخبرنا عبدة) هو ابن سليمان الكوفي، وفي رواية الأصيلي: حدثنا.

قوله: (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير بن العوام.

قوله: (إذا أمرهم أمرهم) كذا في معظم الروايات، ووقع في بعضها أمرهم مرة واحدة، وعليه شرح القاضي أبو بكر بن العربي، وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث التي وقفت عليها من طريق عبدة، وكذا من طريق ابن نمير وغيره عن هشام عند أحمد، وكذا ذكره الإسماعيلي من رواية أبي أسامة عن هشام ولفظه: «كان إذا أمر الناس بالشيء» قالوا: والمعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه، وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف، طلبوا منه التكليف بما يشق، لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه، فيقولون: «لسنا كهيئتك» فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب الازدياد شكر اللمنعم الوهاب، كما قال في الحديث الآخر: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!»، وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه كما قال في الحديث الآخر: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!»، وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه كما قال في الحديث الحديث الآخر: «أفلا أكون المعنى: كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه. «أمرهم» يكون المعنى: كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه. فأمرهم الثانية جواب الشرط، و (قالوا) جواب ثان.

قوله: (كهيئتك) أي ليس حالنا كحالك، وعبر بالهيئة تأكيدًا، وفي هذا الحديث فوائد: الأولى: أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأنه عليه لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة، بل من الجهة

<sup>(</sup>۱) (۱۶/۱٤)، كتاب الرقاق، باب ۳۱، ح ۲٤٩١.

الأخرى. الثانية: أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها، كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها، استبقاء للنعمة، واستزادة لها بالشكر عليها. الثالثة: الوقوف عند ما حد الشارع من عزيمة ورخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. الرابعة: أن الأولى في العبادة القصد والملازمة، لا المبالغة المفضية إلى الترك، كما جاء في الحديث الآخر: «المُنْبَثُ أي المجد في السير لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى». الخامسة: التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير. السادسة: مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي، والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم، تحريضًا له على التيقظ. السابعة: جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم. الثامنة: بيان أن لرسول الله على والمحال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية، وقد أشار إلى الأولى بقوله: «أعلمكم»، وإلى الثانية بقوله: «أتقاكم».

وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، وهو من غرائب الصحيح، لا أعرفه إلا من هذا الوجه، فهو مشهور عن هشام، فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة. والله أعلم. وقد أشرت إلى ما ورد في معناه من وجه آخر عن عائشة في باب من لم يواجه من كتاب الأدب (١)، وذكرت فيه ما يؤخذ منه تعيين المأمور به. ولله الحمد.

١٤- باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإيمَانِ

٢١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبً إِلَيْهِ مِمَّا النَّهِ مِنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ ، كَمَا يَحْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ».

[تقدم في: ١٦، الأطراف: ١٦، ٦٠٤١، ٦٩٤١]

<sup>(</sup>۱) (۱۳/ ۲۷۷)، کتاب الأدب، باب ۷۲، ح ۲۱۰۱.

قوله: (باب من كره) يجوز فيه التنوين والإضافة، وعلى الأول «من» مبتدأ و «من الإيمان» خبره.

وقد تقدم الكلام على حديث الباب (١)، ومطابقة الترجمة له ظاهرة مما تقدم. وإسناده كله بصريون، وجرى المصنف على عادته في التبويب على ما يستفاد من المتن، مع أنه غاير الإسناد هنا إلى أنس. و «من» في المواضع الثلاثة موصولة بخلاف التي بعد ثلاث فإنها شرطية.

٥ ١ - باب تَفَاضُل أَهْل الإيمَانِ فِي الأَعْمَالِ

٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْتَى الْمَازِنِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ مِثْقَالُ حَبَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُوا، اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَا - أَوْ الْحَيَاةِ، شَكَّ مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُثُ الْحِبَةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَا - أَوْ الْحَيَاةِ، شَكَّ مَالِكٌ - فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُثُ الْحِبَةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ

قَالَ وُهَيْبٌ: حَدَّثُنَا عَمْرُو ﴿الْحَيَّاةِ ﴾ وَقَالَ: ﴿خَرْدَلِ مِنْ خَيْرٍ ﴾ .

[الحديث: ٢٢ أطرافه في: ٥٨١، ٤٩١٩، ٢٥٦٠، ٢٥٧٤، ٧٤٣٨، ٧٤٣٧]

قوله: (باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) في: ظرفية ويحتمل أن تكون سببية، أي: التفاضل الحاصل بسبب الأعمال.

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس عبدالله بن عبدالله الأصبحي المدني ابن أخت مالك، وقد وافقه على رواية هذا الحديث عبدالله بن وهب ومعن بن عيسى عن مالك، وليس هو في الموطأ، قال الدارقطني: هو غريب صحيح.

قوله: (يدخل) للدارقطني من طريق إسماعيل وغيره «يدخل الله» وزاد من طريق معن «يدخل من يشاء برحمته» وكذا له وللإسماعيلي من طريق ابن وهب.

قوله: (مثقال حبة) بفتح الحاء، هو إشارة إلى ما لا/ أقل منه. قال الخطابي (٢): هو مثل ليكون عيارًا في المعرفة لا في الوزن؛ لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم. وقال إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة على الأعمال، ويقع وزنها على قدر أجور

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۱)، كتاب الإيمان، باب، م - ٦٦.

<sup>(</sup>٢) الأعلام (١/ ١٥٥).

الأعمال. وقال غيره: يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن، وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه، والمراد بحبة الخردل هنا: ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، لقوله في الرواية الأخرى: «أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة». ومحل بسط هذا يقع في الكلام على حديث الشفاعة حيث ذكره المصنف في كتاب الرقاق (١).

قوله: (في نهر الحياء) كذا في هذه الرواية بالمد، ولكريمة وغيرها بالقصر، وبه جزم الخطابي (٢) وعليه المعنى، لأن المرادكل ما به تحصل الحياة، والحيا بالقصر هو المطر، وبه تحصل حياة النبات، فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو بمعنى الخجل.

قوله: (الحبة) بكسر أوله، قال أبو حنيفة الدينوري: الحبة: جمع بزور النبات واحدتها حبة بالفتح، وأما الحَبُّ فهو: الحنطة والشعير، واحدتها حَبَّة بالفتح أيضًا، وإنما افترقا في الجمع. وقال أبو المعالي في المنتهى: الحبة بالكسر: بزور الصحراء مما ليس بقوت.

قوله: (قال وهيب) أي: ابن خالد (حدثنا عمرو) أي: ابن يحيى المازني المذكور.

قوله: (الحياة) بالخفض على الحكاية، ومراده: أن وهيبًا وافق مالكًا في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن يحيى بسنده، وجزم بقوله: «في نهر الحياة» ولم يشك كما شك مالك.

(فائدة): أخرج مسلم هذا الحديث من رواية مالك فأبهم الشاك، وقد يفسر هنا.

قوله: (وقال خردل من خير) هو على الحكاية أيضًا، أي: وقال وهيب في روايته: مثقال حبة من خردل من خير، فخالف مالكًا أيضًا في هذه الكلمة، وقد ساق المؤلف حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق (٣) عن موسى بن إسماعيل عن وهيب، وسياقه أتم من سياق مالك، لكنه قال: «من خردل من إيمان» كرواية مالك، فاعترض على المصنف بهذا، ولا اعتراض عليه، فإن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال: «من خردل من خير» كماعلقه المصنف، فتبين أنه مراده لا لفظ موسى.

وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر هذا، لكن لم يسق لفظه، ووجه مطابقة هذا الحديث

<sup>(</sup>۱) (۸٤/۱۵)، كتاب الرقاق، باب ٥١، ح ٢٥٦٥.

<sup>(1) (1/101).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (١٥/ ٨٤)، كتاب الرقاق، باب٥١، ح١٥٦٠. وانظر: تغليق التعليق (٢/ ٣١).

للترجمة ظاهر، وأراد بإيراده الردعلى المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان، وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود.

٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِعَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِيَنَا أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ اللَّهِ ﷺ: وَعَلِيْهُمْ قَلَمُصُّ، مِنْهَا مَا يَبلُّغُ الثَّدِيِّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الدِّينَ ».

[الحديث ٢٣٠٤ أطرافه في: ٣٦٩١، ٧٠٠٨، ٧٠٠٩]

قوله: (حدثنا محمد بن عبيدالله) هو أبو ثابت المدني و أبوه بالتصغير ، قوله: (عن صالح) هو ابن كيسان تابعي جليل.

قوله: (عن أبي أمامة بن سهل) هو ابن حنيف كما ثبت في رواية الأصيلي، وأبو أمامة مختلف في صحبته، ولم يصح له سماع، وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية، ومن حيث الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين أو/ تابعيان وصحابيان، ورجاله كلهم مدنيون كالذي قبله، والكلام على المتن يأتي في كتاب التعبير (١)، ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين، وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسها، فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان.

قوله: (بينا أنا نائم رأيت الناس) أصل «بينا»: بين ثم أشبعت الفتحة. وفيه استعمال بينا بدون إذا وبدون إذ، وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه وإن كان الأكثر على خلافه، فإن في هذا الحديث حجة. وقوله: (الثديّ) بضم المثلثة وكسر الدال المهملة، وتشديد الياء التحتانية جمع ثدي بفتح أوله وإسكان ثانيه والتخفيف، وهو مذكر عند معظم أهل اللغة، وحكي أنه مؤنث، والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة، وقيل: يختص بالمرأة وهذا الحديث يرده، ولعل قائل هذا يدعي أنه أطلق في الحديث مجازًا. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۳٤۸)، كتاب التعبير، باب۱۷، ۱۸، ح۸،۷۰۸، ۲۰۰۹.

### ١٦- باب الْحَيَاءُ مِنَ الإيمَانِ

٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ \_ وَهُو يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ \_ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «دَعْهُ ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإيمَانِ».

[الحديث: ٢٤] طرفه في: ٦١١٨]

قوله: (باب) هو منوّن، ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمور الإيمان (١)، وفائدة إعادته هنا: أنه ذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق.

قوله: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي نزيل دمشق، ورجال الإسناد سواه من أهل المدينة.

قوله: (أخبرنا) وللأصيلي حدثنا مالك، ولكريمة ابن أنس، والحديث في الموطأ، قوله: (عن أبيه) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب.

قوله: (مر على رجل) لمسلم من طريق معمر «مر برجل» ومر بمعنى: اجتاز يعدى بعلى وبالباء، ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه.

وقوله: (يعظ) أي: ينصح أو يخوف أو يذكر، كذا شرحوه، والأولى أن يشرح بما جاء عند المصنف في الأدب (٢) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب ولفظه: «يعاتب أخاه في الحياء» يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول: قد أضرَّ بك. انتهى. ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، لكن المخرج متحد، فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر، و «في» سببية فكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك، فقال له النبي عليه: «دعه» أي: اتركه على هذا الخلق السني، ثم زاده في ذلك ترغيبًا لحكمه بأنه من الإيمان، وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق، لاسيما إذا كان المتروك له مستحقًا.

وقال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصى كما يمنع الإيمان،

<sup>(</sup>١) (١٠٣/١)، كتاب الإيمان، باب٣، ح٩.

<sup>(</sup>۲) (۱۳/ ۱۹۰)، کتاب الأدب، باب۷۷، ح۱۱۱۸.

فسمي إيمانًا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز، والظاهر أن الناهي ماكان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد، وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر. قال الراغب: الحياء: انقباض النفس عن القبيع، وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة، وهو مركب من جبن وعفة فلذلك لا يكون المستحي فاسقًا، وقلما يكون الشجاع مستحيًا، وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان. انتهى ملخصًا. وقال الشجاع مستحيًا، وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان. انتهى ملخصًا. وقال عيره: هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، أعم من أن يكون/ شرعيًا أو عقليًا أو عرفيًا، ومقابل الأول فاسق، والثاني مجنون، والثالث أبله. قال: وقوله ﷺ: «الحياء شعبة من الإيمان، أي: أثر من آثار الإيمان.

وقال الحليمي: حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه. وقال غيره: إن كان في محرم فهو واجب، وإن كان في مكروه فهو مندوب، وإن كان في مباح فهو العرفي، وهو المراد بقوله: «الحياء لا يأتي إلا بخير»، ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتاً ونفيًا، وحكي عن بعض السلف: رأيت المعاصي مذلة، فتركتها مروءة، فصارت ديانة. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته، وقد قال بعض السلف: خف الله على قدر قدر توبه منك. والله أعلم.

قوله: (باب) هو منون في الرواية، والتقدير: هذا باب في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾ ، وتجوز الإضافة أي: باب تفسير قوله، وإنما جعل الحديث تفسيرًا للآية لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد، ففسره قوله ﷺ: «حتى يشهدوا أن لا إله إلاالله وأن محمدًا رسول الله ، وبين الآية والحديث مناسبة أخرى، لأن التخلية في الآية والعصمة في

٧٥

الحديث بمعنى واحد، ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى وهي الرد على المرجئة، حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال.

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) زاد ابن عساكر «المسندي» وهو بفتح النون كما مضى، (قال: حدثنا أبو روح) هو بفتح الراء.

قوله: (الحرمي) هو بفتح المهملتين، وللأصيلي حرمي، وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه الألف واللام وتحذف، مثل مكي بن إبراهيم الآتي بعد، وقال الكرماني<sup>(۱)</sup>: أبو روح كنيته، واسمه ثابت والحرمي نسبته، كذا قال، وهو خطأ من وجهين: أحدهما: في جعله اسمه نسبته، والثاني: في جعله اسم جده اسمه، وذلك أنه حرمي بن عمارة بن أبي حفصة، واسم أبي حفصة نابت، وكأنه رأى في كلام بعضهم (واسمه نابت) فظن أن الضمير يعود على (حرمي) لأنه المتحدث عنه، وليس كذلك بل الضمير يعود على أبي حفصة لأنه الأقرب، وأكد ذلك عنده وروده في هذا السند «الحرمي» بالألف واللام وليس هو منسوبًا إلى الحرم بحال، لأنه بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة، ولم يضبط (نابتًا) كعادته وكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة، والصحيح أن أوله نون.

قوله: (عن واقد بن محمد) زاد الأصيلي: يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمر فهو من رواية الأبناء عن الأباء، وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل، وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه، وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عن واقد. قاله ابن حبان. وهو عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصباح، وهو عزيز عن حرمي تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم. وهو غريب عن عبد الملك/ تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد المهنخ مسلم، فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته، وليس هو في مسند أحمد على سعته.

وقد استبعد قوم صحته ، بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة ، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ لأنها قرينتها في كتاب الله والجواب: أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة ،

<sup>(1) (1/171).</sup> 

ولو كان مستحضرًا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذكرة لهما بعد، ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضًا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه: "إلا بحق الإسلام»، قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام.

ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضًا بزيادة الصلاة والزكاة فيه، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة (١٠). وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، ويطلع عليها آحادهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجودسنة تخالفها، ولا يقال: كيف خفي ذا على فلان. والله الموفق.

قوله: (أمرت) أي: أمرني الله، لأنه لا آمر لرسول الله على إلا الله، وقياسه في الصحابي إذا قال: أمرت، فالمعنى: أمرني رسول الله على ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر، لأنهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، وإذا قاله التابعي احتمل. والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس.

قوله: (أن أقاتل) أي: بأن أقاتل، وحذف الجار من (أن) كثير.

قوله: (حتى يشهدوا) جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، فمقتضاه: أن من شهد وأقام وآتى، عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام. والجواب: أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به، مع أن نص الحديث وهو قوله: «إلا بحق الإسلام» يدخل فيه جميع ذلك، فإن قيل: فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ فالجواب: أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما، لأنهما أما العبادات البدنية والمالية.

قوله: (ويقيموا الصلاة) أي: يداوموا على الإتيان بها بشروطها، مِنْ: قامت السوق إذا نفقت، وقامت الحرب إذا اشتد القتال، أو المراد بالقيام: الأداء - تعبيرًا عن الكل بالجزء - إذ القيام بعض أركانها. والمراد بالصلاة: المفروض منها، لا جنسها، فلا تدخل سجدة التلاوة مثلاً وإن صدق اسم الصلاة عليها، وقال الشيخ محيي الدين النووي (٢): في هذا الحديث، أن من ترك الصلاة عمدًا يقتل. ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك، وسئل الكرماني (٣) هنا عن

<sup>(</sup>١) (٤/ ٢٠٢، ٢٩٥)، كتاب الزكاة، باب١، ٤٠، ح١٣٩٩، ١٤٥٦، وهذه من الإحالات التي يبدو أن الحافظ قدنسيها.

<sup>(</sup>۲) المنهاج (۱/۲۰۶).

<sup>(1/7/1) (</sup>٢)

حكم تارك الزكاة، وأجاب: بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية. وكأنه أراد في المقاتلة، أما في القتل فلا، والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرًا، بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة، ولم ينقل أنه قتل أحدًا منهم صبرًا.

وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر، للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل. والله أعلم. وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك، وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل؛ لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، ولا كذلك القتل. وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله.

قوله: (فإذا فعلوا ذلك) فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول، إما على سبيل التغليب، وإما على إرادة المعنى الأعم، إذ القول فعل اللسان.

قوله: (وحسابهم على الله) أي: في أمر سرائرهم، ولفظة (على) مشعرة بالإيجاب، وظاهرها غير مراد، فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه، أي: هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع. وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم، خلافًا لمن أوجب تعلم الأدلة، وقد تقدم ما فيه (۱)، ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع، وقبول توبة الكافر من كفره، من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن؟

فإن قيل: مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ فالجواب من أوجه: أحدها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرًا عن هذه الأحاديث، بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى: ﴿ فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]، ثانيها: أن يكون من العام الذي خص منه البعض، لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب، فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم، ثالثها: أن يكون من العام الذي أريد به الخاص، فيكون المراد بالناس في قوله: «أقاتل الناس» أي: المشركين من غير أهل

<sup>(</sup>١) (١/ ١٣٤)، كتاب الإيمان، باب١٣، -٢٠.

الكتاب، ويدل عليه رواية النسائي بلفظ: «أمرت أن أقاتل المشركين»، فإن قيل: إذا تم هذا في أهل الجزية، لم يتم في المعاهدين، ولا فيمن منع الجزية! أجيب: بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهدنة، ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية، رابعها: أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها: التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين، فيحصل في بعض بالقتل، وفي بعض بالجزية، وفي بعض بالمعاهدة، خامسها: أن يكون المراد بالقتال هو، أو ما يقوم مقامه، من جزية أو غيرها، سادسها: أن يقال: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام، وسبب السبب سبب، فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام، وهذا أحسن، ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الأجوبة. والله أعلم.

## ١٨ ـ باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الإيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُرٌ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالزخرف: ٧٧] وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَوَرَيِكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ عَمَّا كَانُوا لَا عَدَّةٌ مِنْ أَهْلِ اللَّهُ عَمَّا كَانُوا لَا عَمْ قَوْلِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَقَالَ: ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ ﴿ وَقَالَ: ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ ﴿ وَقَالَ: ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ ﴿ }

٢٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعَلَىٰ اللَّهِ الْعَمَلِ اللَّهِ عَنْ الْعَمَلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ »، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »، قِيلَ: ثُمَّ

[الحديث: ٢٦، طرفه في: ١٥١٩]

قوله: (باب من قال) هو مضاف حتمًا.

قوله: (إن الإيمان هو العمل) مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع على المجموع؛ لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوى، فقوله: ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ الْأَعْمَالُ، وقد نقل جماعة من المفسرين أن قوله هنا: ﴿ تَعْمَلُونَ ﴿ مَنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ خاص بعمل ﴿ تَعْمَلُونَ ﴿ مَنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ خاص بعمل

اللسان على ما نقل المؤلف، وقوله: ﴿ فَلْيَعْمَلِ الْعَلَمِلُونَ ﴿ عَامَ أَيضًا، وقوله في الحديث: «إيمان بالله» في جواب: «أي العمل أفضل؟» دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال. فإن قيل: الحديث يدل على أن الجهاد والحج ليسا من الإيمان، لما تقتضيه «ثم» من المغايرة والترتيب. فالجواب: أن المراد بالإيمان هنا التصديق، هذه حقيقته، والإيمان كما تقدم يطلق على الأعمال البدنية لأنها من مكملاته.

(تنبيه): اختلف الجواب عن هذا السؤال، وأجيب: بأن لفظ «من» مراد في كل منهما. وقيل: وقع باختلاف الأحوال والأشخاص فأجيب كل سائل بالحال اللائق به، وهذا اختيار الحليمي ونقله عن القفال.

قوله: (وقال عدة) أي: جماعة من أهل العلم، منهم أنس بن مالك روينا حديثه (٢) مرفوعًا في الترمذي وغيره وفي إسناده ضعف، ومنهم ابن عمر روينا حديثه في التفسير للطبري، والدعاء للطبراني، ومنهم مجاهد رويناه عنه في تفسير عبد الرزاق وغيره.

قوله: (لَنَسَعَلَنَهُمْدَ...) إلخ، قال النووي: معناه عن أعمالهم كلها، أي: التي يتعلق بها التكليف، وتخصيص ذلك بالتوحيد دعوى بلا دليل. قلت: لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله: ﴿ وَلاَ تَعَرَنَ عَلَيْهِمْ وَالْخَفِضْ التعميم في قوله: ﴿ وَلاَ تَعْرَنَ عَلَيْهِمْ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلمُوّمِينَ ﴿ وَلاَ تَعْرَنَ عَلَيْهِمْ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلمُوّمِينَ ﴿ وَلاَ تَعْرَنَ عَلَيْهِمْ وَالْخَفِضُ المسلم والكافر، فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف، بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف، فمن قال إنهم مخاطبون يقول: إنهم مسؤولون عن الأعمال كلها، ومن قال إنهم غير مخاطبين يقول: إنما يسألون عن التوحيد

<sup>(</sup>١) الصواب أن الباء هنا للسببية ، بخلاف الباء في حديث «لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله» فإنها للعوض والمقابلة . (ابن باز) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تغليق التعليق (٢٨/٢).

فقط، فالسؤال عن التوحيد متفق عليه، فهذا هو دليل التخصيص، فحمل الآية عليه أولى، بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيه من الاختلاف. والله أعلم.

قوله: (وقال) أي: الله عز وجل ﴿ لِمِثْلِ هَذَا﴾ أي: الفوز العظيم ﴿ فَلْيَعْمَلِ الْعَكِمِلُونَ ﷺ أي: في الدنيا، والظاهر أن المصنف تأولها بما تأول به الآيتين المتقدمتين، أي: فليؤمن المؤمنون، أو يحمل العمل على عمومه لأن من آمن لا بد أن يَقْبِل (١١)، ومن قبل فمن حقه أن يعمل، ومن عمل لا بد أن ينال، فإذا وصل قال: لمثل هذا فليعمل العاملون.

(تنبيه): يحتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قرينه، ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله: ﴿ اَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ [الصافات: ٦٠] والذي بعده ابتداء من قول الله عز وجل أو بعض الملائكة، لا حكاية عن قول المؤمن، والاحتمالات الثلاثة مذكورة في التفسير، ولعل هذا هو السر في إبهام المصنف القائل. والله أعلم.

قوله: (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبدالله بن يونس اليربوعي الكوفي، نسب إلى جده.

قوله: (سئل) أبهم السلئل، وهو أبو ذر الغفاري، وحديثه في العتق (٢).

قوله: (قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد) وقع في مسند الحارث بن أبي أسامة عن إبراهيم بن سعد «ثم جهاد» فواخى بين الثلاثة في التنكير، بخلاف ما عند المصنف، وقال الكرماني (٣): الإيمان لا يتكرر كالحج، والجهاد قد يتكرر، فالتنوين للإفراد الشخصي، والتعريف للكمال، إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل. وتُعُقّبَ عليه بأن التنكير من جملة وجوهه التعظيم، وهو يعطي الكمال، وبأن التعريف من جملة وجوهه العهد، وهو يعطي الكمال، وبأن التعريف من رواية الحارث التي ذكرتها أن يعطي الإفراد الشخصي، فلا يسلم الفرق. قلت: وقد ظهر من رواية الحارث التي ذكرتها أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة؛ لأن مخرجه واحد، فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة. والله الموفق.

قوله: (حج مبرور) أي: مقبول ومنه: بر حجك، وقيل: المبرور الذي لا يخالطه إثم، - وقيل: / الذي لارياء فيه. va

<sup>(</sup>١) أي لابدأن يقبل ما جاء به الرسول ﷺ؛ إذ لايتم إيمانه إلابذلك . (ابن باز) .

<sup>(</sup>٢) (٦/ ٣٣٨)، كتاب العتقى، باب٢، ح١٥١٨.

<sup>(1/ /17).</sup> 

(فائدة): قال النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث أبي ذر (۱) لم يذكر الحج وذكر العتق، وفي حديث ابن مسعود (۲) بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد، وفي الحديث المتقدم (۳) ذكر السلامة من اليد واللسان، قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال، واحتياج المخاطبين، وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه، ويمكن أن يقال: إن لفظة (من) مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس، والمراد من أعقلهم، ومنه حديث: «خيركم خيركم لأهله» ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس، فإن قيل: لم قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن؟ فالجواب: إن نفع الحج قاصر غالبًا، ونفع الجهاد متعد غالبًا، أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر فكان أهم منه فقدم. والله أعلم.

19 ـ باب إِذَا لَمْ يَكُنِ الإسلامُ عَلَى الْحَقِيقَة، وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلام أَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هُوَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هُوَ اللَّهِ الْخَقِيقَةِ فَهُو عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَّ السَّلَمُ الْحَقِيقَةِ فَهُو عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَّ السَّلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

٧٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ النَّهْ هِي قَالَ: أَخْبَرَنِا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ - فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ - فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ - فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ - فَقَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلْ لَكَ عَنْ فُلانِ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا . فَقَالَ : «أَوْ مُسْلِمًا» . ثُمَّ غَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي ، وَعَادَ فَلَالًا إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا . فَقَالَ : «أَوْ مُسْلِمًا» . ثُمَّ غَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي ، وَعَادَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ فِي النَّارِ » . وَمَا لَسُولُ اللَّه عَلَيْ اللَّه فِي النَّارِ » . وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

[الحديث: ٢٧، طرفه في: ١٤٧٨]

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۳۸)، كتاب العتق، باب۲، ح۲۰۱۸.

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۳۸)، كتاب الجهاد والسير، باب١، ح٢٧٨٢.

<sup>(</sup>٣) (١٠٨/١)، كتاب الإيمان، باب٥، ح١١.

قوله: (باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة) حذف جواب قوله: «إذا» للعلم به كأنه يقول: إذا كان الإسلام كذلك لم ينتفع به في الآخرة، ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، وهو الذي يرادف الإيمان وينفع عند الله، وعليه قوله تعالى: ﴿ فَا وَمَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ لَا الله الله وينفع عند الله، وعليه قوله تعالى: ﴿ فَا وَمَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ الله الله ويف عند الله ويله ويراد به الحقيقة اللغوية وهو مجرد الانقياد والاستسلام، فالحقيقة في كلام المصنف هناهي الشرعية، ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه، فلا يكون مؤمنًا لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية، وأما اللغوية فحاصلة.

قوله: (عن سعد) هو ابن أبي وقاص كما صرح به الإسماعيلي في روايته، وهو والدعامر الراوي عنه، كما وقع في الزكاة عند المصنف (١) من رواية صالح بن كيسان قال فيها: «عن عامر بن سعد عن أبيه» واسم أبي وقاص مالك، وسيأتي تمام نسبه في مناقب سعد (٢) إن شاء الله تعالى.

قوله: (أعطى رهطًا) الرهط: عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة، قال القزاز: وربما جاوزوا ذلك قليلاً، ولا واحد له من لفظه، ورهط الرجل: بنو أبيه الأدنى، وقيل: قبيلته، وللإسماعيلي من طريق ابن أبي ذئب أنه جاءه رهط، فسألوه فأعطاهم فترك رجلاً منهم.

قوله: (وسعدجالس)فيه تجريد.

وقوله: (أعجبهم إلي) فيه التفات، / ولفظه في الزكاة (٣): «أعطى رهطًا وأنا جالس» فساقه بلا تجريد ولا التفات، وزاد فيه: «فقمت إلى رسول الله ﷺ فساررته»، وغفل بعضهم فعزا هذه الزيادة إلى مسلم فقط، والرجل المتروك اسمه جُعَيْل بن سراقة الضمري، سماه الواقدي في المغازي.

قوله: (ما لك عن فلان؟) يعني: أي سبب لعدولك عنه إلى غيره؟ ولفظ فلان كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكر.

قوله: (فوالله) فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيد، قوله: (لأراه) وقع في روايتنا من

۸٠

<sup>(</sup>۱) (۱۶/۲۶)، کتاب الزکاة، باب ۵۳، م ۱٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) (٨/ ٤٣٩)، كتاب فضائل الصحابة، باب١٥، ح٢٧٥٠.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٣٢٤)، كتاب الزكاة، باب٥٠، ح١٤٧٨.

طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة هنا وفي الزكاة، وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره، وقال الشيخ محيي الدين (١) رحمه الله: بل هو بفتحها أي: أعلمه، ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه؛ لأنه قال بعد ذلك: غلبني ما أعلم منه. اه. ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمَتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، سلمنا لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية، فيكون نظريًا لا يقينًا وهو الممكن هنا، وبهذا جزم صاحب المفهم في شرح مسلم فقال: الرواية بضم الهمزة، واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن؛ لأن النبي عَلَيْ ما نهاه عن الحلف. كذا قال، وفيه نظر لا يخفى؛ لأنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك، ولم يقسم على الأمر المظنون كما ظن.

قوله: (فقال: أو مسلمًا) هو بإسكان الواو لا بفتحها، فقيل: هي للتنويع، وقال بعضهم: هي للتشريك، وأنه أمره أن يقولهما معًا لأنه أحوط، ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث فقال: «لا تقل مؤمن بل مسلم» فوضح أنها للإضراب، وليس معناه الإنكار بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر. قاله الشيخ محيي الدين ملخصًا. وتعقبه الكرماني (٢) بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالاً على ما عقد له الباب، ولا يكون لرد الرسول على سعد فائدة. وهو تعقب مردود، وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل.

ومحصل القصة أن النبي على كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفًا، فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة، وترك جعيلا وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه، خاطبه سعد في أمره لأنه كان يرى أن جعيلاً أحق منهم لما اختبره منه دونهم، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة، فأرشده النبي على إلى أمرين: أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك الرهط، وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار، ثانيهما: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، فوضح بهذا فائدة رد الرسول على سعد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه، بل كان أحد الجوابين على طريق الاعتذار.

<sup>(</sup>۱) المنهاج (۲/ ۱۸۰).

<sup>.(17./1) (</sup>٢)

فإن قيل: كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان، ولو شهد له بالعدالة لقبل منه وهي تستلزم الإيمان؟ فالجواب: أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة، وإنما خرج مخرج المدح له، والتوسل في الطلب لأجله، فلهذا نوقش في لفظه، حتى ولو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى ردشهادته، بل السياق يرشد إلى أنه قَبِلَ قولَه فيه، بدليل أنه اعتذر إليه، وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره، بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله عليه قال له: كيف ترى جعيلاً؟ قال: قلت: كشكله من الناس، يعني: المهاجرين؛ قال: فكيف ترى فلانًا؟ قال: قلت: سيد من سادات الناس، قال: «فجعيل خير من ملء الأرض من فلان»، قال: قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع، قال: «إنه رأس قومه، فأنا أتألفهم به»، فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي عَلَيْ كما ترى، فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره، وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه.

وفي حديث الباب من الفوائد: التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام، وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينصّ عُليه، وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحًا وإن السارحين. نعم هو كذلك فيمن لم يثبت فيه النص. وفيه: الردعلي غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان، وفيه: جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم، وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية، وفيه: جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقده الشافع جوازه، وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه، ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤد إلى مفسدة، وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان كما ستأتي الإشارة إليه في كتاب الزكاة (١٦) «فقمت إليه فساررته»، وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة، وفيه: أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه، بل يبين له وجه الصواب، وفيه: الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته، وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك، وفيه: استحباب ترك الإلحاح في السؤال كما استنبطه المؤلف منه في الزكاة. وسيأتي تقريره هناك إن شاء الله تعالى .

قوله: (إني الأعطي الرجل) حذف المفعول الثاني للتعميم، أي: أيَّ عطاء كان.

قوله: (أعجب إليَّ) في رواية الكشميهني «أحب» وكذا لأكثر الرواة، ووقع عند الإسماعيلي بعد قوله: أحب إلي منه «وما أعطيه إلا مخافة أن يكبه الله. . . . » إلخ، والأبي داود

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۳۲٤)، كتاب الزكاة، باب٥٣، ح١١٧٨.

من طريق معمر: «إني أعطي رجالاً، وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئًا، مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم».

قوله: (أن يكبه) هو بفتح أوله وضم الكاف يقال: أكب الرجل إذا أطرق، وكبه غيره إذا قلبه، وهذا على خلاف القياس لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة وهذا زيدت عليه الهمزة فقصر، وقد ذكر المؤلف هذا في كتاب الزكاة فقال: يقال: أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت: كبه وكببته، وجاء نظير هذا في أحرف يسيرة منها: أنسل ريش الطائر ونسلته، وأنز فت البئر ونز فتها، وحكى ابن الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه معًا.

(تنبيه): ليس فيه إعادة السؤال ثانيًا ولا الجواب عنه، وقد روي عن ابن وهب ورشدين بن سعد جميعًا عن يونس عن الزهري بسند آخر قال: عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أخرجه ابن أبي حاتم، ونقل عن أبيه أنه خطأ من راويه وهو الوليد بن مسلم عنهما.

قوله: (ورواه يونس) يعني ابن يزيد الأيلي، وحديثه موصول في كتاب الإيمان لعبد الرحمن ابن عمر الزهري الملقب (رسته) بضم الراء وإسكان السين المهملتين، وقبل الهاء مثناة من فوق مفتوحة، ولفظه قريب من سياق الكشميهني، ليس فيه إعادة السؤال ثانيًا ولا الجواب عنه.

قوله: (وصالح) يعني: ابن كيسان، وحديثه موصول عند المؤلف في كتاب الزكاة (١٠). وفيه من اللطائف رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم صالح والزهري وعامر.

قوله: (ومعمر) يعني: ابن راشد، وحديثه عند أحمد بن حنبل والحميدي وغيرهما عن عبد الرزاق عنه، وقال فيه: إنه أعاد السؤال ثلاثًا، ورواه مسلم عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري، ووقع في إسناده وهم منه أو من شيخه؛ لأن معظم الروايات في الجوامع والمسانيدعن ابن عيينة عن معمر عن الزهري بزيادة معمر بينهما، وكذا حدث به ابن أبي عمر شيخ مسلم في مسنده عن ابن عيينة، وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريقه، وزعم أبو مسعود في الأطراف أن الوهم من ابن أبي عمر، وهو محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لما حدث به مسلمًا، لكن لم يتعين الوهم في جهته، وحمله الشيخ محيي الدين (٢) على أن ابن عيينة حدث به مرة بإسقاط معمر ومرة بإثباته، وفيه بعد؛ لأن الروايات قد تضافرت عن ابن عيينة بإثبات معمر، ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم، والموجود في مسند

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۳۲٤)، كتاب الزكاة، باب٥٣، ح١١٧٨.

<sup>(</sup>٢) المنهاج (٢/ ١٨١).

شيخه بلا إسقاط كما قدمناه، وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتابي «تغليق التعليق»(١).

وفي رواية عبد الرزاق عن معمر من الزيادة: قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل. وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل، فإن ظاهره يخالفه، الله ويمكن أن يكون مراد الزهري أن المرء يحكم بإسلامه/ ويسمى مسلمًا إذا تلفظ بالكلمة أي كلمة الشهادة وأنه لا يسمى مؤمنًا إلا بالعمل، والعمل يشمل عمل القلب والجوارح، وعمل الجوارح يدل على صدقه، وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي الكامل المراد بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ إِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

قوله: (وابن أخي الزهري عن الزهري) يعني: أن الأربعة المذكورين رووا هذا الحديث عن الزهري بإسناده كما رواه شعيب عنه، وحديث ابن أخي الزهري موصول عند مسلم، وساق فيه السؤال والجواب ثلاث مرات، وقال في آخره: «خشية أن يكب» على البناء للمفعول، وفي رواية ابن أخي الزهري لطيفة، وهي رواية أربعة من بني زهرة على الولاء، هو وعمه وعامر وأبوه.

٠٠-باب إفْشَاءُ السَّلام مِنَ الإسلام

وَقَالَ عَمَّارٌ: ثَلاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإيمَانَ : الإنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَبَذْلُ السَّلامِ لِلْعَالَم ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ

٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: أَنْ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلًا: أَيُّ الإسلامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَ أُالسَّلامَ عَلى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ».

[تقدم في: ١٢، الأطراف ١٢، ٦٢٣٦]

قوله: (باب) هو منوَّن.

وقوله: (السلام من الإسلام) زاد في رواية كريمة: «إفشاء السلام» والمراد بإفشائه نشره سرًا أو جهرًا، وهو مطابق للمرفوع في قوله: «على من عرفت ومن لم تعرف»، وبيان كونه من الإسلام تقدم في باب إطعام الطعام (٢) مع بقية فوائده، وغاير المصنف بين شيخيه اللذين حدثاه

<sup>(1/ 77).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١١٠/١)، كتاب الإيمان، باب، ٦٠٠.

عن الليث مراعاة للإتيان بالفائدة الإسنادية ، وهي تكثير الطرق حيث يحتاج إلى إعادة المتن ، فإنه لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة .

فإن قيل: كان يمكنه أن يجمع الحكمين في ترجمة واحدة ويخرج الحديث عن شيخيه معًا، أجاب الكرماني (١): باحتمال أن يكون كل من شيخيه أورده في معرض غير المعرض الآخر. وهذا ليس بطائل؛ لأنه متوقف على ثبوت وجود تصنيف مبوب لكل من شيخيه، والأصل عدمه، ولأن من اعتنى بترجمة كل من قتيبة وعمرو بن خالد لم يذكر أن لواحد منهما تصنيفًا على الأبواب، ولأنه لزم منه أن البخاري يقلد في التراجم، والمعروف الشائع عنه أنه هو الذي يستنبط الأحكام في الأحاديث، ويترجم لها، ويتفنن في ذلك بما لا يدركه فيه غيره، ولأنه يبقى السؤال بحاله إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف، ولو كان سمعهما مفترقين، والظاهر من صنيع البخاري أنه يقصد تعديد شُعَبِ الإيمان كما قدمناه، فخص كل شعبة بباب تنويها بذكرها، وقصد التنويه يحتاج إلى التأكيد فلذلك غاير بين الترجمتين.

قوله: (وقال عمار) (٢) هو ابن ياسر، أحد السابقين الأولين، وأثره هذا أخرجه أحمد بن حبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمار، ولفظ شعبة: «ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان» وهو بالمعنى، وهكذا رويناه في جامع معمر عن أبي إسحاق، وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، وحدث به عبد الرزاق بآخره فرفعه إلى النبي على النبي كله المنازار في مسنده وابن أبي حاتم في العلل كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي، وكذارواه البغوي في شرح السنة من طريق أحمد بن كعب الواسطي، وكذا أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن محمد بن الصباح الصنعاني ثلاثتهم عن عبد الرزاق مرفوعًا. / واستغربه البزار، وقال أبو زرعة: هو خطأ. قلت: وهو معلول من عبد الرزاق مرفوعًا . واستغربه البزار، وقال أبو زرعة: هو خطأ . قلت: وهو معلول من مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع، وقد رويناه مرفوعًا من وجه آخر عن عمار أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده ضعف، وله شواهد أخرى بينتها في «تغليق التعليق» (٣).

<sup>(1) (1/371).</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر: تغليق التعليق (٣٦/٢).

<sup>(</sup>Y) (Y\ 17<u>-</u>-3).

قوله: (ثلاث) أي: ثلاث خصال، وإعرابه نظير ما مر في قوله: «ثلاث من كن فيه»، و(العالم) بفتح اللام والمراد به هنا جميع الناس، والإقتار: القلة. وقيل: الافتقار، وعلى الثاني فمن في قوله: «من الإقتار» بمعنى مع، أو بمعنى عند، قال أبو الزناد بن سراج وغيره: إنما كان من جمع الثلاث مستكملاً للإيمان لأن مداره عليها؛ لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقّا واجبًا عليه إلا أداه، ولم يترك شيئًا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان، وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع، وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحابب، والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم؛ لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقًا، والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة، أو على الضيف والزائر، وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله، والزهد في الدنيا، وقصر الأمل، وغير ذلك من والزائر، وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعًا؛ لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم. والله أعلم.

# ١٧-بأب كُفْرَ انِ الْعَشِيرِ ، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيًّا

٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أُرِيْتُ النَّارَ، فَإِذَا أَكْثُرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ». قِيلَ: أَيَكُفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «يَكُفُرُنَ الْعَشِيرِ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانِ. لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مَنْكَ شَيْتًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مَنْكَ خَيْرًا قَطُّ».

[الحديث: ٢٩، أطرافه في: ٣١٠، ٧٤٨، ١٠٥٢، ٣٢٠٢، ٥١٩٧]

قوله: (باب كفران العشير، وكفر دون كفر) قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانًا كذلك المعاصي تسمى كفرًا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة، قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة وهي قوله على: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» فقررن حق الزوج على الزوجة بحق الله، فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية كان ذلك دليلًا على تهاونها بحق الله، فلذلك يطلق عليها الكفر لكنه كفر لا يخرج عن الملة، ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون الكفر

ضد الإيمان، وأما قول المصنف<sup>(۱)</sup>: «وكفر دون كفر» فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره.

وقوله: (فيه أبو سعيد) أي: يدخل في الباب حديث رواه «أبو سعيد» وفي رواية كريمة:

«فيه عن أبي سعيد» أي: مروي عن أبي سعيد، وفائدة هذا الإشارة إلى أن للحديث طريقا غير الطريق المساقة، وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيض (٢) وغيره من طريق عياض بن عبد الله عنه، وفيه قوله ﷺ للنساء: «تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: ولم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير» الحديث، ويحتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد أيضًا: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» قالها القاضي أبو بكر المذكور، والأول أظهر وأجرى / على مألوف المصنف، ويعضده إيراده لحديث ابن عباس بلفظ: «وتكفرن العشير» \_\_\_

وحديث ابن عباس المذكور طرف من حديث طويل أورده المصنف في باب صلاة الكسوف<sup>(٣)</sup> بهذا الإسناد تامًا، وسيأتي الكلام عليه ثُمَّ.

وننبه هنا على فائدتين: إحداهما: أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث، إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله و لا بما بعده تعلقاً يفضي إلى فساد المعنى، فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام، لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام كما وقع في هذا الحديث، فإن أوله هنا قوله على \* (أريت النار . . » إلى آخر ما ذكر منه ، وأول التام عن ابن عباس قال : خسفت الشمس على عهد رسول الله على . فذكر قصة صلاة الخسوف ثم خطبة النبي على وفيها القدر المذكور هنا ، فمن أراد عد الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء ، وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار أربعة الاف أو نحوها كابن الصلاح والشيخ محيي الدين ومن بعدهما ، وليس الأمر كذلك بل عدته على التحرير ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثا ، كما بينت ذلك مفصلاً في المقدمة .

الفائدة الثانية: تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة، لكن تارة تكون في المتن، وتارة في المتن، وتارة في الرمتن خاصة لا يعيده بصورته بل يتصرف فيه، فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقًا، وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد، وقد صنع ذلك

انظر: تغلیق التعلیق (۲/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٨٧)، كتاب الحيض، باب٢، ح٣٠٤. وانظر: تغليق التعليق (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٤٢١)، كتاب الكسوف، باب٩، ح٢٥٠٢.

في هذا الحديث، فإنه أورده هنا عن عبد الله بن مسلمة \_ وهو القعنبي \_ مختصرًا مقتصرًا على مقصود الترجمة كما تقدمت الإشارة إليه من أن الكفر يطلق على بعض المعاصي، ثم أورده في الصلاة في باب من صلى وقدامه نار (۱) بهذا الإسناد بعينه، لكنه لما لم يغاير اقتصر على مقصود الترجمة منه فقط، ثم أورده في صلاة الكسوف (۲) بهذا الإسناد فساقه تامًا، ثم أورده في بدء الخلق (۳) في ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي مقتصرًا على موضع الحاجة، ثم أورده في عشرة النساء (٤) عن شيخ غير هما عن مالك أيضًا، وعلى هذه الطريقة يحمل جميع تصرفه، فلا يوجد في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعدًا إلا نادرًا. والله الموفق. وسيأتي الكلام على ما تضمنه حديث الباب من الفوائد حيث ذكره تامًا إن شاء الله تعالى.

# ٢٢-باب الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَةِ. وَلا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلا بِالشِّرْكِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّكَ امْرُ وَ فِيكَ جَاهِلِيَّةُ»

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]

• ٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَدَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ أَلِي النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ يَا أَبَا ذَرِّ عَيَرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُو فِيكَ جَاهِلِيَةٌ، إِخُوانُكُمْ فَعَيْرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ الْمُعْرَقُهُمْ، وَلَيْلْبِسْهُ مِمَّا يَكُلُبُ مِنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْكُلُ وَلَيْلْبِسْهُ مِمَّا يَلْكُلُ وَلَيْلْبِسْهُ مِمَّا يَلْكُونُ وَهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ».

[الحديث: ٣٠ طرفاه في: ٢٥٤٥، ٢٠٥٠]

باب ﴿ وَإِن طَآبِهَ نَاكِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَكُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: ٩] فَسَمَّاهُمْ مُسْلِمِيْنَ

٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ — عَنِ الْاحْنَفِ/ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لانْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكُرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ:

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۸/۵)، كتاب الصلاة، باب ۵، ح ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٥٤٠)، كتاب الكسوف، باب٩، ح١٠٥٢.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٢٩٧)، كتاب بدء الخلق، باب ٤، ح٢٠٢٣.

<sup>(</sup>٤) (٩/ ٢٩٨)، كتاب النكاح، باب ٨٨، ح١٩٧٥.

أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ».

[الحديث: ٣١، طرفاه في: ٧٠٨٣، ٦٨٧٥]

قوله: (باب) هو منوَّن، وقوله: (المعاصي) مبتدأ و(من أمر الجاهلية) خبره، والجاهلية: ما قبل الإسلام، وقد يطلق في شخص معين أي: في حال جاهليته، وقوله: (ولا يكفر) بتشديد الفاء المفتوحة، وفي رواية أبي الوقت بفتح أوله وإسكان الكاف.

وقوله: (إلا بالشرك) أي: إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية، والشرك أكبر المعاصي ولهذا استثناه، ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها «الكفر» مجازًا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد، أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة، خلافًا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ونص القرآن يرد عليهم وهو قوله تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُ ﴾ [النساء: ٤٨] فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة، والمراد بالشرك في هذه الآية الكفر؛ لأن من جحد نبوة محمد على مثلاً كان كافرًا ولو لم يجعل مع الله إلها آخر، والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف.

واستدل المؤلف أيضًا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَّلِحُوا

<sup>(1)</sup>  $(1/r_A)$ .

<sup>(</sup>۲) (۱/۹۳۱).

بَيْنَ أَخُونَكُوْ ﴾ [الحجرات: ١٠]، واستدل أيضًا بقوله ﷺ: ﴿إِذَا التقى المسلمان بسيفيهما ﴾ فسماهما مسلِمَيْن مع التوعد بالنار، والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ، واستدل أيضًا بقوله ﷺ لأبي ذر: ﴿فيك جاهلية ﴾ أي: خصلة جاهلية ، مع أن منزلة أبي ذر من الإيمان في الذروة العالية ، وإنما وبخه بذلك عظيم منزلته عنده - تحذيرًا له عن معاودة مثل ذلك ؛ لأنه وإن كان معذورًا بوجه من وجوه العذر ، لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن هو دونه .

وقد وضح بهذا وجه دخول الحديثين تحت الترجمة ، وهذا على مقتضى هذه الرواية رواية أبي ذر عن مشايخه ، لكن سقط حديث أبي بكرة من رواية المستملي ، وأما رواية الأصيلي وغيره فأفرد فيها حديث أبي بكرة بترجمة ﴿ وَلِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وكل من الروايتين جمعًا وتفريقًا حسن ، والطائفة : القطعة من الشيء ، ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهور ، وأما اشتراط حضور أربعة في رجم الزاني مع قوله تعالى : ﴿ وَلِيَشَّهَدْ عَذَابَهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور : ٢٠] فالآية واردة في الجلد ولا اشتراط فيه والاشتراط في الرجم بدليل آخر ، وأما اشتراط ثلاثة في صلاة الخوف مع قوله تعالى : ﴿ فَلّنَقُمْ طَآيِفَةٌ مِّنَهُم مَعَكَ ﴾ [النساء : ٢٠١] فذاك لقوله تعالى : ﴿ وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتُهُم ﴾ [النساء : ٢٠١] فذاك لقوله تعالى :

قوله: (حدثنا أيوب) هو السختياني، ويونس هو ابن عبيد، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، والأحنف بن قيس مخضرم، وقد رأى النبي الله لكن قبل إسلامه، وكان رئيس بني تميم في الإسلام، وبه يضرب المثل في الحلم.

وقوله: (ذهبت لأنصر هذا الرجل) يعني: عليًا، كذا هو في مسلم من هذا الوجه، وقد أشار إليه المؤلف في الفتن (١) ولفظه: «أريد نصرة ابن عم رسول الله على الدالم الله المؤلف في الفتن (١) ولفظه: «أريد نصرة ابن عم رسول الله على المشهور، وكان الأحنف أراد أن روايته «يعني: عليًا». وأبو بكرة بإسكان الكاف هو الصحابي المشهور، وكان الأحنف أراد أن يخرج بقومه إلى علي بن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجمل فنهاه أبو بكرة فرجع، وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه في كل مسلمين التقيا بسيفيهما حسمًا للمادة، وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائغ كما قدمناه، ويخص ذلك من عموم الحديث المتقدم بدليله الخاص في قتال أهل البغي، وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك وشهد مع علي باقي حروبه، وسيأتي الكلام على حديث أبي بكرة في كتاب الفتن (٢) إن شاء الله تعالى،

<sup>(</sup>۱) (۲۱/ ٤٧٩)، كتاب الفتن، باب ۱۰، ح٧٠٨٣.

<sup>(</sup>۲) (۱۹/۱۶)، كتاب الفتن، باب۱۰، ح٧٠٨٣.

ورجال إسناده كلهم بصريون، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم أيوب والحسن والأحنف.

قوله: (عن واصل) هو ابن حيان، وللأصيلي هو الأحدب، وللمصنف في العتق (١) حدثنا واصل الأحدب. قوله: (عن المعرور) وفي العتق: سمعت المعرور بن سويد، وهو بمهملات ساكن العين.

قوله: (بالربدة) هو بفتح الراء والموحدة والمعجمة: موضع بالبادية، بينه وبين المدينة ثلاث مراحل.

قوله: (وعليه حلة وعلى خلامه حلة) هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة عنه، لكن في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة «أتيت أبا ذر، فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب» وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد، ويؤيده ما في رواية الأعمش عن المعرور عند المؤلف في الأدب (٢) بلفظ: «رأيت عليه بردًا وعلى غلامه بردًا فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة»، وفي رواية مسلم: «فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة». ولأبي داود: «فقال القوم: يا أبا ذر، لو أخذت الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة». فهذا موافق لقول أهل اللغة؛ لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة، ويمكن ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان، ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسه وعلى غلامه كذلك، وكأنه قبل له: لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة. فتلتئم بذلك الروايتان، ويحمل قوله في حديث الأعمش «لكانت حلة» أي: كاملة الجودة، فالتنكير فيه للتعظيم، والله أعلم. وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيهما، فأفاد أصل تسمية الحلة، وغلام أبي ذر المذكور لم يسم، ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبي ذر، وحديثه عنه في الصحيحين، وذكر مسلم في الكني (٢) أن اسمه سعد.

قوله: (فسألته) أي: عن السبب في إلباسه غلامه نظير لبسه، لأنه على خلاف المألوف،

<sup>(</sup>۱) (٦/ ٣٧٧)، كتاب العتق، باب١٥ ، ح٢٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) (١٣/ ٩٩٩)، كتاب الأدب، باب٤٤، ح٠٥٠٠.

 <sup>(</sup>٣) (٢/ ٨٣٥)، ت ٣٣٨١، قال: أبو مراوح الغفاري عن أبي ذر، روى عنه عروة بن الزبير.

فأجابه بحكاية القصة التي كانت سببًا لذلك.

قوله: (ساببت) في رواية الإسماعيلي «شاتمت» وفي الأدب للمؤلف<sup>(۱)</sup> «كان بيني وبين رجل كلام» وزاد مسلم «من إخواني»، وقيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبي بكر، وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعًا، ومعنى «ساببت»: وفع بيني وبينه سباب بالتخفيف، وهو من السب بالتشديد وأصله القطع وقيل مأخوذ من السبة وهي حلقة الدبر، سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، فعلى الأول المراد قطع المسبوب، وعلى الثانى المراد كشف عورته لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب.

قوله: (فعيرته بأمه) أي: نسبته إلى العار، زاد في الأدب (٢) (وكانت أمه أعجمية فنلت منها) وفي رواية (قلت له: يا ابن السوداء)، والأعجمي: من لا يفصح باللسان العربي سواء / كان عربيًا أو عجميًا، والفاء في (فعيرته) قيل: هي تفسيرية كأنه بين أن التعيير هو السب، والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة، ويدل عليه رواية مسلم قال: (فعيرته (٣) بأمه فقلت: من سب الرجال سبوا أباه وأمه، قال: إنك امر وفيك جاهلية أي: خصلة من خصال الجاهلية، ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب (٤) (قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعًا، وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذًا كون هذه الخصلة مذمومة شرعًا، وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذًا بالأحوط، وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة لا المساواة، وسنذكر ما يتعلق ببقية ذلك في كتاب العتق (٥) حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى .

وفي السياق دلالة على جواز تعدية «عيرته» (٢) بالباء، وقد أنكره ابن قتيبة وتبعه بعضهم،

<sup>(</sup>۱) (۱۳/ ۹۹۹)، كتاب الأدب، باب ٤٤، ح٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) (١٣/ ٥٩٩)، كتاب الأدب، باب ٤٤، ح ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «أعيرته» والتصويب من صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٢ ح ٣٨/ ١٦٦١).

<sup>(</sup>٤) (١٣/ ٩٩٥)، كتاب الأدب، باب٤٤، ح ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) (٦/ ٣٧٧)، كتاب العتق، باب ١٥، ح ٢٥٤٥.

<sup>(</sup>٦) في الطبعات كلها «أعيرته» بإثبات الهمزة، والصواب بحذفها؛ لأنه في شرح الحافظ بخذف الألف وكذا في العتق (٦/ ٣٧٧، ح ٢٥٤٥)، وكذا عند ابن مالك في شواهد التوضيح (ص: ١٤٧) وقال: ومن حذف الهمزة في الكلام قوله على: «يا أبا ذرعيرته بأمه؟» أراد: أعيرته.

وأثبت آخرون أنها لغة، وقد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص، أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي على أعطى أبا ذر عبدًا فقال: «أطعمه مما تأكل، وألبسه مما تلبس» وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين، فأعطى الغلام نصفه، فرآه النبي على فسأله فقال: قلت يا رسول الله: «أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون» قال: نعم.

٢٣ ـ باب ظُلْمٌ دُونَ ظُلْم

٣٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح. قَالَ: وحَدَّثَنِي بِشْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَوْلَتْ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَوْ يَلْبِسُوَا اِيمَنْنَهُم بِظُلْدٍ ﴾ [الأنعام: ٨٢] قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيْنَا لَمْ يَظْلِمْ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِكَ ٱلشِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ القمان: ١٣].

[الحديث ٣٢\_أطرافه في: ٣٣٦٠، ٣٤٢٨، ٣٤٢٩، ٢٦٢٩، ٢٦٢٩، ٢٧٧٦، ١٩١٨، ٢٩٣٧]

قوله: (باب ظلم دون ظلم) (دون) يحتمل أن تكون بمعنى غير، أي: أنواع الظلم متغايرة، أو بمعنى الأدنى، أي: بعضها أخف من بعض، وهو أظهر في مقصود المصنف، وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء، ورواه أيضًا من طريق طاوس عن ابن عباس بمعناه، وهو في معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ ﴾ الآية [المائدة: ٤٧]، فاستعمله المؤلف ترجمة، واستدل له بالحديث المرفوع، ووجه الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله: «بظلم» عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي على أن للك، وإنما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه، فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة، ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة على هذا التقرير ظاهرة.

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي.

قوله: (وحدثني بشر) هو في الروايات المصححة بواو العطف، وفي بعض النسخ قبلها صورة (ح)، فإن كانت من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة من التحويل على المختار، وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك، أو معجمة مأخوذة من البخاري لأنها رمزه، أي: قال البخاري: وحدثني بشر، وهو ابن خالد العسكري وشيخه محمد هو ابن

جعفر المعروف بغندر، وهو أثبت الناس في شعبة، ولهذا أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج المحديث عاليًا عن أبي الوليد، واللفظ المساق هنا لفظ بشر، وكذلك/ أخرج النسائي عنه المحديث عاليًا عن أبي عن شعبة، وهو عند المؤلف في تفسير الأنعام (١١).

وأما لفظ أبي الوليد فساقة المؤلف في قصة لقمان (٢) بلفظ: «أينا لم يلبس إيمانه بظلم» وزاد فيه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان بن حرب عن شعبة بعد قوله: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرَكَ لَظُلُمُّ عَظِيمٌ ﴿ وَ الْأَنعَام: ٨٢]: فطابت أنفسنا، واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان، لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث الباب، ففي رواية جرير (٣) عنه: «فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان. . . »، وفي رواية وكيع (٤) عنه: «فقال ليس كما تظنون»، وفي رواية عيسى بن يونس (٥): «إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال ليس كما تظنون»، وفي رواية عيسى بن يونس (٥): «إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال ليمانه ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتثم الروايتان.

قال الخطابي (٢): كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم، فحملوا الظلم في الآية على ما عداه \_ يعني من المعاصي \_ فسألوا عن ذلك، فنزلت هذه الآية، كذا قال، وفيه نظر، والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه، الشرك فما دونه، وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف، وإنما حملوه على العموم لأن قوله: ﴿ يِظْلَمْ ﴾ نكرة في سياق النفي، لكن عمومها هنا بحسب الظاهر، قال المحققون: إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه نحو «من» في قوله: ما جاءني من رجل، أفاد تنصيص العموم، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية، وبين لهم النبي على أن ظاهرها غير مراد، بل هو من العام الذي أريد به الخاص، فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك.

فإن قيل: من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمنًا ولا مهتديًا، حتى شق عليهم، والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد، فما الذي دل على نفي ذلك

<sup>(</sup>۱) (۱۱/۱۲۲)، كتاب التفسير، باب «الأنعام» ح ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ٤٨٥)، كتاب التفسير "لقمان" باب ٣١، ح ٢٧٧٦.

<sup>(</sup>٣) (١٦/ ١٣٣)، كتاب استنابة المرتدين، باب١، ع ٦٩١٨.

<sup>(</sup>٤) (١٩٦/١٦)، كتاب استتابة المرتدين، باب، ع ١٩٣٧.

<sup>(0) (</sup>A/ F3) , -PY3T.

<sup>(</sup>r) الأعلام (١/٣٢١).

عمن وجد منه الظلم؟ فالجواب: أن ذلك مستفاد من المفهوم وهو مفهوم الصفة، أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم "لهم" على الأمن، أي: لهم الأمن لا لغيرهم، كذا قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وقال في قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وقال في قوله تعالى: ﴿ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُو قَآيِلُهُا ﴾ [المؤمنون: ١٠٠] تقديم "هو" على "قائلها" يفيد الاختصاص، أي: هو قائلها لا غيره، فإن قيل: لا يلزم من قوله: ﴿ إِنَّ الشِّركَ لَظُلّم عَظِيمٌ ﴿ فَ أَن غير الشرك لا يكون ظلمًا، فالجواب: أن التنوين في قوله (لظلم) للتعظيم، وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية، فالتقدير: لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم أي بشرك، إذ لا ظلم أعظم منه، وقد ورد ذلك صريحًا عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام (١) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه "قلنا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم: بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان. . . " فذكر الآية.

واستنبط منه المازري<sup>(۲)</sup> جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونازعه القاضي عياض فقال<sup>(۳)</sup>: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده فما هي الحاجة؟ ويمكن أن يقال: المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان، فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان فما انتفت الحاجة. والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب لأنهم حيث احتاجو اإليه لم يتأخر.

قوله: (وَلَرَ يَلْبِسُواً) أي: لم يخلطوا، تقول: لبست الأمر بالتخفيف، ألبسه بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، أي: خلطته، وتقول: لبست الثوب ألبسه بالكسر في الماضي وإلفتح في المستقبل، وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه: خلط الإيمان بالشرك لا يتصور فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم، أي: لم يرتدوا، ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرًا وباطنًا، أي: لم ينافقوا، وهذا أوجَه، ولهذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق، وهذا من بديع ترتيبه.

ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم الأعمش عن شيخه الراهيم بن يزيد/ النخعي عن خاله علقمة بن قيس النخعي، والثلاثة كوفيون فقهاء، وعبد الله مع

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲٤۳)، كتاب الأنبياء، باب٨، ح٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) المعلم(١/٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) الإكمال(١/٨١٤).

الصحابي هو ابن مسعود، وهنه الترجمة أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد، والأعمش موصوف بالمتدليس ولكن في رواية حفص بن غياث التي تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف عنه «حدثنا إبراهيم» ولم أر التصويح بذلك في جميع ظرقه عند الشيخين وغير هما إلا في هذا الطريق.

وفي المتن من القوائد: الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، وأن النكرة في سياق النفي تعم، وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له، وأن المعاصي لا تسمى شركًا، وأن من لم يشرك بالله شيئًا فله الأمن وهو مهتد. فإن قيل: فالعاصي قد يعذب فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب: أنه آمن من التخليد في النار، مهتد إلى طريق الجنة. والله أعلم.

## ٢٤ ـ باب عَلامَةِ الْمُنافِق

٣٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ ابْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «آَيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا الْأَنْمِنَ خَانَ».

[الحديث: ٣٣، أطرافه في: ٢٦٨٢، ٢٧٤٩، ٢٠٩٥]

٣٤ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَلَثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَلَثَ مَنْهُنَّ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ».

تَّابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ.

[الحديث: ٣٤، طرفاه في: ٩ ٢٤٥٩، ٣١٧٨]

قوله: (باب علامات المنافق) لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم أتبعه بأن النفاق كذلك، وقال الشيخ محيي الدين: مراد البخاري بهذه الترجمة أن المعاصي تنقص الإيمان، كما أن الطاعة تزيده. وقال الكرماني<sup>(۱)</sup>: مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن النفاق علامة عدم الإيمان، أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض، والنفاق لغة: مخالفة الباطن

<sup>(1) (1/431).</sup> 

للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه.

قوله: (حدثنا سليمان أبو الربيع) هو الزهراني، بصري نزل بغداد، ومن شيخه فصاعدًا مدنيون، ونافع بن مالك هو عم مالك بن أنس الإمام.

قوله: (آية المنافق ثلاث) الآية: العلامة، وإفراد الآية إما على إرادة الجنس، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث، والأول أليق بصنيع المؤلف، ولهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن الشاهد لذلك، وقد رواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ: «علامات المنافق»، فإن قيل: ظاهره الحصر في الثلاث فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ «أربع من كن فيه. . . » الحديث؟ أجاب القرطبي (١): باحتمال أنه استجد له و من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده. وأقول: ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة/ المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق، على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر، فإن لفظه: «من علامة المنافق ثلاث. . . » وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري، وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال، فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت، وببعضها في وقت آخر.

وقال القرطبي (٢) أيضًا والنووي (٣): حصل من مجموع الروايتين خمس خصال، لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، وزاد الأول الخلف في الوعد والثاني الغدر في المعاهدة، والفجور في الخصومة. قلت: وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر في المعاهدة الخلف في الوعد كما في الأول، فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد، وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة. والفجور: الميل عن الحق والاحتيال في رده، وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث.

ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول، والفعل، والنية، فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف؛ لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنًا

١) المفهم (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) المفهم (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (٢/ ٤٧).

للوعد، أما لو كان عازمًا ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق. قاله الغزالي في الإحياء. وفي الطواني في حديث طويل ما يشهد له، ففيه من حديث سلمان «إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يحلف» وكذا قال في باقي الخصال، وإسناده لا بأس به ليس فيهم من أجمع على تركه، وهو عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ: «إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه».

قوله: (إذا وعد) قال ضاحب المحكم: يقال وعدته خيرًا، ووعدته شرًا، فإذا أسقطوا الفعل قالوا في الخير: وعدته، وفي الشر: أوعدته، وحكى ابن الأعرابي في نوادره: أوعدته خيرًا بالهمزة، فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، وأما الشر فيستحب إخلافه، وقد يجب ما لم يترتب على قرك إنفاذه مفسدة، وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سئل عمن حرب عليه كلعب فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ في وصفه، فهذا لا يضر، وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدًا الكذب. انتهى. وقال النووي (١): هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلاً من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره، قال: وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم.

قلت: ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز، أي: صاحب هذه الخصال كالمنافق، وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر، وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق الغمل كنما قدمناه. وهذا ارتضاه القرطبي (٢) واستدل له بقول عمر لحذيفة: هل تعلم في شيئًا من النفاق؟ فإنه لم يُرِ دُبذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل، ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله: «كان منافقًا خالصًا»، وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال وإن الظاهر غير مراد، وهذا ارتضاه الخطابي (٣)، وذكر أيضًا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنًا، قال: ويدل عليه التعبير بإذا، فإنها تدل على تكرر الفعل. كذا قال. والأولى ما قال الكرماني (٤): إن حذف المفعول بإذا، فإنها تدل على تكرر الفعل. كذا قال. والأولى ما قال الكرماني (٤):

<sup>(</sup>١) المنهاج (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>Y) المفهم (Y)·(Y).

<sup>(</sup>٣) الأعلام(١/٥٢١).

<sup>.(</sup>12A/1) (E)

من «حدَّث» يدل على العموم، أي: إذا حدث في كل شيء كذب فيه، أو يصير قاصرًا، أي: إذا / وجد ماهية التحديث كذب. وقيل: هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال، وتهاون \_\_\_\_\_ بها، واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك كان فاسدالاعتقاد غالبًا.

وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس، ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال: إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي ري وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه، وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي. والله أعلم.

قوله: (تابعه شعبة) وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم (١) ، ورواية قبيصة عن سفيان وهو الثوري ضعفها يحيى بن معين ، وقال الشيخ محيي الدين: إنما أوردها البخاري على طريق المتابعة لا الأصالة . وتعقبه الكرماني (٢) بأنها مخالفة في اللفظ والمعنى من عدة جهات ، فكيف تكون متابعة ? وجوابه: أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجًا في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري ، وعندالمؤلف من طرق أخرى عن الأعمش ، منها رواية شعبة المشار إليها ، وهذا هو السر في ذكرها هنا ، وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة المذكور في الباب ، وليس كذلك إذ لو أراده لسماه شاهدًا ، وأما دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس بمسلم ، لما قررناه آنفًا ، وغايته أن يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة لأنها من ثقة متقن . والله أعلم .

(فائدة): رجال الإسناد الثاني كلهم كوفيون، إلا الصحابي وقد دخل الكوفة أيضًا. والله أعلم.

# ٥٧ - باب قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الإيمَانِ

٣٥ حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرِجِ عَنْ أَبِي ٢٥ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلةَ القَدْرِ إِيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَقُمْ لَيْلةَ القَدْرِ إِيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [الحديث: ٣٥، أطرافه في: ٣٧، ٣٨، ١٩٠١، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠٠٨]

قوله: (باب قيام ليلة القدر من الإيمان) لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها؛ لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة، وإنما يذكر

<sup>(</sup>١) (٦/ ٢٧٧)، كتاب المظالم، باب١٧، ح ٢٤٥٩. وانظر: تغليق التعليق (٢/ ٤٠، ٤١).

<sup>(1) (1/101).</sup> 

متعلقات غيره استطرادًا، ثمرجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان، وأورد الثلاثة من حديث أبي هريوة متحدات الباعث والجزاء، وعبر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جوابه، بخلاف الآخرين فبالماضي فيهما، وأبدى الكرماني (١) لذلك نكتة لطيفة قال: لأن قيام رمضان محقق الوقوع وكذا صيامه، بخلاف قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن، فلهذا ذكره بلفظ المستقبل. انتهني كلامع، وفيه شيء ستأتي الإشارة إليه. وقال غيره (٢): استعمل لفظ الماضي في الجزاء إثنارة إلى تحقق وقوعه، فهو نظير ﴿ أَنَ أَمْرُ اللهِ ﴾ [النحل: ١].

وفي استعمال الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا نزاع بين النحاة ، فمنعه الأكثر ، وأجازه آخرون لكن بقلة ، استدلوا بقوله تعالى : ﴿ إِن هَمَّا أَنْزِلْ عَلَيْم مِن الشَّمَا عَايَة فَطَلَت ﴾ [الشعراء : ٤] لأن قوله : ﴿ وَظُلْت ، بلفظ الماضي ، وهو تابع للجواب وتابع الجواب جواب ، واستدلوا أيضًا بهذا الحديث ، وعندي في الاستدلال به نظر ، لأنني أظنه من تصرف الرواة ؛ لأن الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ المصارع في الشرط والجزاء ، وقدرواه النسائي عن محمد بن على ابن ميمون عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه فلم يغاير بين الشرط والجزاء ، بل قال : ﴿ من يقم ليلة القدر يغفر له » ، ورواه أبو نعيم في المستخرج عن سليمان وهو الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان ، ولفظه زائد على الروايتين فقال : ﴿ لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيمانًا واحتسابًا إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه » ، وقوله في هذه الرواية «فيوافقها» والحصر المستفاد من النفي ، والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء ، فوضح أن ذلك من تصرف الرواة بالمعنى ؛ لأن مخرج الحديث واحد . وسيأتي الكلام على ليلة القدر وعلى من تصرف الروقيامه إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام .

## ٢٦- باب الْجِهَادُ مِنَ الإيمَانِ

٣٦ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْوِو بْنِ جَوِيرٍ قَالَ: سَعِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «انْعَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ - لا يُخْرِجُهُ إِلا إِيمَانَ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي - أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ

<sup>(1) (1/401).</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر: شواهدالتوضيع (ص: ٦٧).

أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أَمْتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أَخْيَا، ثُمَّ أَقْتَلُ، ثُمَّ أَقْتَلُ، .

[الحديث: ٣٦، أطرافه في: ٧٧٨٧، ٧٧٩٧، ٢٩٧٢، ٣١٢٣، ٢٢٢٧، ٧٢٧٧، ٧٤٥٧، ٣٤٦٧]

# ٧٧ - باب تَطَوُّعُ قِيَام رَمَضَانَ مِنَ الإيمَانِ

٣٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: جَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ الْمَانَا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ قُلْمَ مَنْ ذَنْبِهِ». [تقدم في: ٣٥، الأطراف: ٣٥، ٣٨، ١٩٠١، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩]

#### ٢٨ ـ باب صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَاباً مِنَ الإيمَانِ

٣٨ حَدَّثَ نَا ابْنُ سَلامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَنْبِهِ».

[تقدم في: ٣٥، الأطراف: ٣٥، ٣٧، ١٩٠١، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩]

قوله: (باب الجهاد من الإيمان) أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه، فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكها في كونها من خصال الإيمان، وأما إيراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلنكتة لم أر من تعرض لها، بل قال الكرماني (١): صنيعه هذا دال على أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة. يعني اشتراكها في كونها من خصال الإيمان.

وأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان، لكن للحديث الذي أورده في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة جدًا؛ لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة، ومع ذلك فقد يوافقها أو لا، وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله، وقد يحصل له ذلك أو لا، فتناسبا في أن في كل منهما مجاهدة، وفي أن كلاً منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا، فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجرًا، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجرًا، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجرًا، ويشير

<sup>(100/1) (1)</sup> 

إلى ذلك تمنيه على الشهادة بقوله: «ولوددت أني أقتل في سبيل الله»، فذكر المؤلف فضل الجهاد لذلك استطرادًا، ثم عاد إلى ذكر قيام رمضان، وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص، ثم ذكر بعده باب الصيام لأن الصيام من التروك فأخره عن القيام لأنه من الأفعال، ولأن الليل قبل النهار، ولعله أشار إلى أن القيام مشروع/ في أول ليلة من الشهر خلافًا لبعضهم.

قوله: (حدثنا حرمي) هو اسم بلفظ النسبة، وهو بصري يكنى أبا علي، (قال: حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد البصري العبدي ويقال له: الثقفي، وهو ثقة متقن، قال ابن القطان: لم يعتل عليه بقادح، وفي طبقته عبد الواحد بن زيد بصري أيضًا، لكنه ضعيف ولم يخرج عنه في الصحيحين شيء.

قوله: (حدثنا عمارة) هو ابن القعقاع بن شبرمة الضبي.

قوله: (انتدب الله) هو بالنون أي: سارع بثوابه وحسن جرَّائه، وقيل بمعنى: أجاب إلى المراد، ففي الصحاح ندبت فلانًا لكذا فانتدب أي: أجاب إليه، وقيل معناه: تكفل بالمطلوب، ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد (۱) لهذا المحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: «تكفل الله» وله في أوائل الجهاد (۲) من طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ: «توكل الله» وسيأتي الكلام عليها وعلى رواية مسلم هناك إن شاء الله تعالى، ووقع في رواية الأصيلي هنا: «ائتدب» بياء تحتانية مهموزة بدل النون من المأدبة، وهو تصحيف، وقد وجهوه بتكلف، لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد المخرج كاف في تخطئته.

قوله: (لا يخرجه إلا إيمان بي) كذا هو بالرفع على أنه فاعل يخرج، والاستثناء مفرغ، وفي رواية مسلم والإسماعيلي: «إلا إيمانًا» بالنصب، قال النووي: هو مفعول له، وتقديره: لا يخرجه المخرج إلا الإيمان والتصديق.

قوله: (وتصديق برسلي) ذكره الكرماني (٢٦) بلفظ: «أو تصديق» ثم استشكله وتكلف الجواب عنه، والصواب أسهل من ذلك؛ لأنه لم يثبت في شيء من الروايات بلفظ «أو»، وقوله: «بي» فيه عدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم، فهو التفات، وقال ابن مالك (٤٠):

<sup>(</sup>١) (٧/ ٣٨٠)، كتاب فرض الخمس، باب٨، ح٣١٢٣.

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٤٣)، كتاب الجهاد، باب٢، -٢٧٨٧.

<sup>(100/1) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) شواهدالتوضيح (ص ٩٤).

كان اللائق في الظاهر هنا إيمان به، ولكنه على تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحال، أي: انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلاً: لا يخرجه إلا إيمان بي، ولا يخرجه مقول القول لأن صاحب الحال على هذا التقدير هو الله، وتعقبه شهاب الدين بن المرحل بأن حذف الحال لا يجوز، وأن التعبير باللائق هنا غير لائق، فالأولى أنه من باب الالتفات، وهو متجه، وسيأتي في أثناء فرض الخمس (١) من طريق الأعرج بلفظ: «لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته».

(تنبيه): جاء في هذا الحديث من طريق أبي زرعة هذه مشتملاً على أمور ثلاثة، وقد اختصر المؤلف من سياقه أكثر الأمر الثاني، وساقه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق عبد الواحد بن زياد المذكور بتمامه، وكذا هو عند مسلم في هذا الحديث من وجه آخر عن عمارة بن القعقاع، وجاء الحديث مفرقًا من رواية الأعرج وغيره عن أبي هريرة كما سيأتي عند المؤلف في كتاب الجهاد (٢)، وهناك يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

وقد تقدمت الإشارة (٢٦) إلى أن الكلام على قيام رمضان، وباب صيام رمضان يأتي في كتاب الصيام.

# ٢٩ ـ باب الدِّينُ يُسْرٍ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْمَابِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ »

٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسُرُّ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَ عَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُورَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ».

[الحديث: ٣٩، أطرافه في: ٧٢٣٥، ٦٤٦٣، ٧٢٣٥]

قوله: (باب الدين يسر) ، أي: دين الإسلام ذو يسر، أو سمى الدين يسرًا، مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله؛ لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم، ومن أوضح الأمثلة له: أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم.

<sup>(</sup>۱) (٧/ ٣٨٠)، كتاب فرض الخمس، باب٨، ح٣١٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٦٩)، كتاب الإيمان، باب٢٥، ح٥٠.

قوله: (أحب الدين) أي: خصال الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة ، / لكن ما كان منها سمحًا - أي سهلاً - فهو أجب إلى الله . ويدل عليه ما أخرجه أحمد (۱) بسند صحيح من حديث أعرابي لم يسمه أنه سمع رسول الله عليه يقول: «خير دينكم أيسره»، أو الدين جنس، أي: أحب الأديان إلى الله الحيفية، والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ، والحنيفية من اللغة: من كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفًا لميله عن الباطل إلى الحق لأن أصل الحنف الميل، والسمحة: السهلة، أي: أنها مبنية على السهولة، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج عِللَة أَبِيكُم إِبْرَهِيم ﴾ [الحج: ٧٨] وهذا الحديث المعلق لنم يسئله المؤلف في هذا الكتاب (٢٠)؛ لأنه ليس على شرطه، نعم وصله في كتاب الأدب المفرد (٢٠)، وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن في كتاب الأدب المفرد (٢٠)، وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكر مة عن ابن عباس وإسناده حسن، استعمله المؤلف في الترجمة لكونه متقاصرًا عن شرطه، وقواه بما وأن ها مناه لتناسب السهولة واليسر.

قوله: (حدثنا عبد السلام بن مطهر) أي: ابن حسام البصري، وكنيته أبو ظفر بالمعجمة والفاء المفتوحتين.

قوله: (حدثنا عمر بن علي) هو المقدمي بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة، وهو بصري ثقة، لكنه مدلس شديد التدليس، وصفه بذلك ابن سعد وغيره، وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، وصححه وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة \_ لتصريحه فيه بالسماع من طريق أخرى، فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخاري عن عمر بن علي المذكور قال: «سمعت معن بن محمد» فذكره، وهو من أفراد معن بن محمد، وهو مدني ثقة قليل الحديث، لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد أخرجه المصنف في كتاب الرقاق (٤) بمعناه ولفظه: «سددوا وقربوا» وزاد في آخره: «والقصد القصد تبلغوا» ولم يذكر شقه الأول، وقد أشرنا إلى بعض شواهده، ومنها حديث عروة الفقيمي بضم الفاء وفتح القاف عن النبي على قال رسول الله على:

<sup>(1)</sup> Ilamic(1/777).

<sup>(</sup>٢) انظر: تغليق التعليق (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>۳) (ص: ۱۰۹، ح۲۸۸).

<sup>(</sup>٤) (١٤/١٤)، كتاب الرقاق، باب١٨، ٥٩٤/١٤.

«عليكم هديًا قاصدًا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه» رواهما أحمد وإسناد كل منهما حسن.

قوله: (ولن يشاد الدين إلا غلبه) هكذا في روايتنا بإضمار الفاعل، وثبت في رواية ابن السكن وفي بعض الروايات عن الأصيلي بلفظ: «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»، وكذا هو في طرق هذا الحديث عند الإسماعيلي وأبي نعيم وابن حبان وغيرهم، والدين منصوب على المفعولية وكذا في روايتنا أيضًا، وأضمر الفاعل للعلم به، وحكى صاحب المطالع: أن أكثر الروايات برفع الدين على أن يشاد مبني لما لم يسم فاعله. وعارضه النووي بأن أكثر الروايات بالنصب، ويجمع بين كلاميهما بأنه بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة، ويؤيد النصب لفظ حديث بريدة عند أحمد: «إنه من شادهذا الدين يغلبه» ذكره في حديث آخر يصلح أن يكون هو سبب حديث الباب، والمشادة بالتشديد: المغالبة، يقال: شاده يشاده مشادة، إذا قاواه، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب.

قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد: «إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، وخير دينكم اليسرة» وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن/ يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء، المفضى به استعماله إلى حصول الضرر.

قوله: (فسددوا) أي: الزموا السداد، وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط، قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل.

قوله: (وقاربوا) أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه.

قوله: (وأبشروا) أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل، والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره، وأبهم المبشر به تعظيمًا له وتفخيمًا.

قوله: (واستعينوا بالغدوة) أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات

المنشطة، والغدوة بالفتح سير أول النهار، وقال الجوهري: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، والروحة: بالفتح السير بعد الزوال، والدلجة: بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير آخر الليل، وقيل سير الليل كله، ولهذا عبر فيه بالتبعيض، ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار، وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر، وكأنه على خاطب مسافرًا إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه؛ لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعًا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة.

وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة، وقوله في رواية ابن أبي ذئب (١) «القصد القصد» بالنصب فيهما على الإغراء، والقصد الأخذ بالأمر الأوسط، ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد، فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع، بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع، ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان فقال: باب الصلاة من الإيمان.

• ٣-باب الصّلاة مِنَ الإيمَانِ وَقَوْلُ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] يَعْنِي: صَلاتكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

• ٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ - أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ - مِنَ الأَنْصَارِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ - أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ - مِنَ الأَنْصَارِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ ، وَأَنْ مُعَهُ فَمَرً وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنُ صَلَّى مَعَهُ فَمَرً عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ مَنْ الْمَقْدِسِ ، وَأَهْلُ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ كَمَا هُمْ - قِبَلَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَا وَلَى وَجْهَهُ قِبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَا وَلَى وَجْهَهُ قِبْلَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَكَ اللهِ قَالَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا وَلَى وَجْهَهُ قِبْلَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا وَلَى وَجْهَهُ قِبْلَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا وَلَى وَجْهَهُ قِبْلَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّى قِبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَكَانَتِ الْيَهُ وَقُولُ الْكِ الْمُعْرَاقِ الْمُ الْوَلِكَ .

قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثْنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ

<sup>(</sup>۱) (۱۶/ ۹۶۱)، کتاب الرفاق، باب ۱۸، م ۲۶۹۳.

رِجَالٌ وَقُتِلُوا، فَلَمْ نَدْرِمَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ ۗ ﴾.

[الحديث • ٤ أطرافه في: ٣٩٩، ٤٤٨٦ ، ٤٤٩٢]

قـوله: (بــاب) هو مرفوع بتنوين وبغير تنوين، و(الصلاة) مرفوع، وعلى التنوين فقوله: (وقول الله) مرفوع عطفًا على الصلاة، وعلى عدمه مجرور مضاف.

قوله: (يعني صلاتكم) وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه/ الذي أخرج منه المصنف حديث الباب، فروى الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي إسحاق عن البراء في الحديث المذكور: "فأنزل الله ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُ ۗ ﴾ صلاتكم إلى بيت المقدس، وعلى هذا فقول المصنف: "عند البيت، مشكل، مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات، ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت، وقد قيل: إن فيه تصحيفًا والصواب: يعني صلاتكم لغير البيت.

وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب، ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة، وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي على يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة، فقال ابن عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس، لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس، وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس. وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح؛ لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس، وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس، واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية؛ لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه، فتقدير الكلام: يعني صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس.

قوله: (حدثنا عمرو بن خالد) هو بفتح العين وسكون الميم، وهو أبو الحسن الحراني نزيل مصر أحد الثقات الأثبات، ووقع في رواية القابسي عن عبدوس كلاهما عن أبي زيد المروزي، وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني «عمر بن خالد» بضم العين وفتح الميم، وهو تصحيف نبه عليه من القدماء أبو علي الغساني (١)، وليس في شيوخ البخاري من اسمه عمر بن

<sup>(</sup>١) تقييدالمهمل (٢/ ٥٦٧).

خالد ولا في جُميع وجاله مل ولا في أحد من رجال الكتب الستقر

قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة وبها سمع منه عمر و بن خالد، قوله: (حدثنا أبو إسحاق) هو السبيعي وسماع زهير منه فيما قال أحمد بعد أن بدأ تغيره، لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل (١١) ابن يونس حفيده وغيره.

قوله: (عن البراء) هو ابن عازب الأنصاري، صحابي ابن صحابي، وللمصنف في التفسير (٢) من طريق الثوري عن أبي إسحاق اسمعت البراء» فأمن ما يخشى من تدليس أبي إسحاق.

قوله: (أول) بالنصب أي: في أول زمن قدومه، وما مصدرية.

قوله: (أو قال: أخواله) الشك من أبي إسحاق، وفي إطلاق أجداده أو أخواله مجاز؛ لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة؛ لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم، وهي سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وإنما نزل النبي على إخوتهم بني مالك بن النجار، ففيه على هذا مجاز ثان.

قوله: (قبل بيت المقدس) بكسر القاف وفتح الموحدة، أي: إلى جهة بيت المقدس.

قوله: (ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر) كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هنا، وفي الصلاة أيضًا عن أبي نعيم عنه (٣)، وكذا في رواية الثوري عنده (٤)، وفي رواية إسرائيل عند المصنف (٥) وعند الترمذي أيضًا، ورواه أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال: «ستة عشر» من غير شك، وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص، وللنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك، ولأبي عوانة أيضًا من رواية عمار بن رزيق بتقديم الراء مصغرًا كلهم عن أبي إسحاق، وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس، وللبزار والطبراني من حديث عمر و ابن عوف «سبعة عشر» وكذا للطبراني عن ابن عباس.

والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرًا وألغى الزائد، ومن جزم بسبعة عشر عدهما معًا، ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن القدوم

<sup>(</sup>١) (١/ ١٢١)، كتاب الصلاة، بإب ٣١، - ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) (٩/ ٢٥٧)، كتاب التفسير، باب١٨، - ٤٤٩٢.

 <sup>(</sup>٣) بل في التفسير (٩/ ٢٥٢)؛ بأب ١٢، ح٤٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) (٩/ ٢٥٧)، كتاب التفسير، باب١٨، ح٤٤٩٢.

<sup>(</sup>٥) (٢/ ١٢١)، كتاب العبلاة، باب ٣١، - ٣٩٩.

كان في شهر ربيع الأول بلا/ خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على . الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس، وقال ابن حبان: «سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام» وهو مبنى على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول.

وشذت أقوال أخرى: ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث «ثمانية عشر شهرًا» وأبو بكر سيئ الحفظ وقد اضطرب فيه، فعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشر وفي رواية ستة عشر، وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان، وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقره، مع كونه رجح في شرحه لمسلم (۱) رواية ستة عشر شهرًا لكونها مجزومًا بها عند مسلم، ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان الا إن ألغى شهري القدوم والتحويل، وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة.

ومن الشذوذ أيضًا رواية ثلاثة عشر شهرًا ورواية تسعة أشهر أو عشرة أشهر ورواية شهرين ورواية سهرين ورواية سنتين، وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب، وأسانيد الجميع ضعيفة، والاعتماد على القول الأول، فجملة ما حكاه تسع روايات.

قوله: (وأنه صلى أول) بالنصب لأنه مفعول صلى، و(العصر) كذلك على البدلية، وأعربه ابن مالك بالرفع، وفي الكلام مقدر لم يذكر لوضوحه، أي: أول صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة صلاة العصر . وعند ابن سعد: حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر على التردد وساق ذلك من حديث عمارة بن أوس قال: صلينا إحدى صلاتي العشاءين . والتحقيق: أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء، وهل كان ذلك في جمادى الآخرة أو رجب أو شعبان أقوال .

قوله: (فخرج رجل) هو عباد بن بشر بن قيظي كما رواه ابن منده من حديث طويلة بنت أسلم، وقيل: هو عباد بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء. وأهل المسجد الذين مر بهم قيل: هم من بني سلمة، وقيل: هو عباد بن بشر الذي أخبر أهل قباء في صلاة الصبح كما سيأتي بيان ذلك في حديث ابن عمر حيث ذكره المصنف في كتاب الصلاة (٢)، ونذكر هناك تقرير الجمع بين

<sup>(</sup>١) المنهاج (٥/٨).

<sup>(</sup>٢) (١٢٨/٢)، كتاب الصلاة، باب٣٢، ح٤٠٣.

هذين الحديثين وغيرهما مع التنبيه على ما فيهما من الفوائد إن شاء الله تعالى.

قوله: (أشهد بالله) أي: أحلف، قال الجوهري: يقال أشهد بكذا أي: أحلف به.

قوله: (قبل مكة) أي: قبل البيت الذي في مكة، ولهذا قال: «فداروا ـ كما هم ـ قبل البيت»، و «ما» موصولة والكاف للمبادرة، وقال الكرماني (١) للمقارنة، و (هم) مبتدأ وخبره محذوف.

قوله: (قد أعجبهم) أي: النبي على المراد النصارى الأنهم من أهل الكتاب، وفيه نظر؛ لأن عطف العام على الخاص، وقيل: المراد النصارى الأنهم من أهل الكتاب، وفيه نظر؛ الأن النصارى الأيصارى الأيصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم؟ وقال الكرماني (٢٠): كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود، قلت؛ وفيه بعد الأنهم أشد الناس عداوة لليهود، ويحتمل أن يكون بالنصب، والواو بمعنى (مع) أي: يصلي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس.

واختلف في صلاته إلى بيت المقدس وهو بمكة ، فروى ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش المذكورة «صلينا مع رسول الله على نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرًا ، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين وظاهره أنه كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس محضًا ، وحكى الزهري خلافًا في أنه هل كان يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس قلت: وعلى الأول فكان يجعل الميزاب خلفه ، وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين المقدس وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة ، فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ ، وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاني ، ويؤيد حمله على ظاهره إمامة جبريل ، ففي بعض طرقه أن / ذلك كان عند باب البيت .

قوله: (أنكروا ذلك) يعني: اليهود، فنزلت ﴿ لللهِ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ . . . ﴾ الآية [البقرة: ١٤٢]، وقد صرح المصنف بذلك في روايته من طريق إسرائيل .

قوله: (قال زهير) يعني: ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته، ووهم من قال إنه معلق، وقد ساقه المصنف في التفسير (٣) مع جملة الحديث عن أبي نعيم عن زهير سياقًا واحدًا.

<sup>(1) (1/071).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (I\OFI).

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٦٥٢)، كتاب التفسير، باب١٢، - ٢٤٨٦.

قوله: (أنه مات على القبلة) أي: قبلة بيت المقدس قبل أن تحول (رجال، وقتلوا) ذكر القتل لم أره إلا في رواية زهير، وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط، وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم صحيحًا عن ابن عباس. والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس، فبمكة من قريش: عبد الله بن شهاب والمطلب ابن أزهر الزهريان والسكران بن عمرو العامري. وبأرض الحبشة منهم: حطاب بالمهملة ابن الحارث المحمحي وعمرو بن أمية الأسدي وعبد الله بن الحارث السهمي وعروة بن عبد العزى وعدي بن نضلة العدويان. ومن الأنصار بالمدينة: البراء بن معرور - بمهملات - وأسعد بن زرارة، فهؤلاء العشرة متفق عليهم، ومات في المدة أيضًا: إياس بن معاذ الأشهلي، لكنه مختلف في إسلامه.

ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحدًا من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة ، لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع ، فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد ، ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك ، ثم وَجَدْتُ في المغازي ذِكْر رجل اختُلِفَ في إسلامه وهو سويدبن الصامت ، فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقي النبي على قبل أن تلقاه الأنصار في العقبة ، فعرض عليه الإسلام فقال : إن هذا القول حسن ، وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث ـ بضم الموحدة وإهمال العين وآخره مثلثة ـ وكانت قبل الهجرة ، قال : فكان قومه يقولون : لقد قتل وهو مسلم . فيحتمل أن يكون هو المراد ، وذكر لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين كأبوي عمار . قلت : يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء .

(تنبيه): في هذا الحديث من الفوائد: الرد على المرجثة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانًا، وفيه: أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك، وفيه: بيان شرف المصطفى على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال، وفيه: بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضًا فنزل ( لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ بَعَمَا طَعِمُوا . . ) إلى قوله ( وَاللهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ ) [المائدة: ٩٣]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا لاَ نَغِيمِهُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ وَالكهف: ٣٠]، ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله: «باب حسن إسلام المرء» فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها.

٣١-١١ حُسْنُ إِسْلام الْمَرْءِ

٤١ عَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي وَيَدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنْ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أُخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ : ﴿ إِذْا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلامُهُ بُكَفُرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَبْعَ عَانَ وَكَانَ بَعْدَ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْفَصَاصُ : الْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِا ثَةِ ضِعْفِ، وَالسَّبِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إلا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا».
ذلك الْقِصَاصُ : الْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إلَى سَبْعِ مِا ثَةِ ضِعْفِ، وَالسَّبِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إلا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا».

قوله: (قال مالك) هكذا ذكره معلقًا، ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب، وقد وصله أبو ذر الهروي (١) في روايته للصحيح فقال عقبه: أخبرناه التضروي هو العباس بن الفضل قال: — حدثنا الحسن بن إدريس قالى عدثنا هشام/ بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به . وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم: حدثنا مالك . فذكره أتم مما هنا كما سيأتي، وكذا وصله النسائي من طويق الوليد بن مسلم: حدثنا مالك . فذكره أتم مما هنا كما سيأتي، وكذا وصله الحسن ابن سفيان من طريق عبد الله بن نافع، والبزار من طريق إسحاق الفروي، والإسماعيلي من طويق عبد الله بن وهب، والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك، وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك، وذكر أن معن بن عيسى رواه عن كلهم عن مالك ، وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك، وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك فقال : «عن أبي هريرة» بدل أبي سعيد، وروايته شاذة، ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً ، ورويناه في الخلعيات وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أسلم عن عطاء مرسلاً ، ورويناه في الخلعيات وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره ، وقال الخطيب : هو حديث ثابت ، وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله .

قوله: (إذا أسلم العبد) هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، وذكره بلفظ المذكر تغليبًا.

قوله: (فحسن إسلامه) أي: صار إسلامه حسنًا باعتقاده وإخلاصه و دخوله فيه بالباطن والظاهر، وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه، كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل (٢) كما سيأتي.

قوله: (يكفر الله) هو بضم الراء لأن «إذا» وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم، واستعمل الجواب مضارعًا وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل، وفي رواية البزار: «كفر الله» فواجى بينهما.

قوله: (كان أزلفها)كذا لأبي ذر، ولغيره زكفها، وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق (٣)، وقال النووي بالتشديد، ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) (٢٠٧/١)، كتاب الإيمان، باب٣٧، ح٥٠.

<sup>(7) ((</sup>八八7),

بلفظ: «ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها، ومحاعنه كل خطيئة زلفها» بالتخفيف فيهما، وللنسائي نحوه لكن قال: أزلفها. وزلف بالتشديد وأزلف بمعنى واحد أي: أسلف وقدم. قاله الخطابي (١). وقال في المحكم: أزلف الشيء: قربه وزلفه مخففًا ومثقلاً قدمه، وفي الجامع: الزلفة تكون في الخير والشر، وقال في المشارق (٢): زلف بالتخفيف أي: جمع وكسب. وهذا يشمل الأمرين، وأما القربة فلا تكون إلا في الخير، فعلى هذا تترجح رواية غير أبي ذر، لكن منقول الخطابي يساعدها.

وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام، وقوله: «كتب الله» أي: أَمَرَ أن يكتب، وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب عن مالك بلفظ: «يقول الله لملائكته اكتبوا» فقيل: إن المصنف أسقط ما رواه غيره عمدًا لأنه مشكل على القواعد. وقال المازري<sup>(٣)</sup>: الكافر لا يصح منه التقرب، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفًا لمن يتقرب إليه والكافر ليس كذلك. وتابعه القاضي عياض<sup>(٤)</sup> على تقرير هذا الإشكال، واستضعف ذلك النووي<sup>(٥)</sup> ليس كذلك. وتابعه القاضي عياض<sup>(٤)</sup> على تقرير هذا الإشكال، واستضعف ذلك النووي<sup>(٥)</sup> فقال: الصواب الذي عليه المحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع - أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم، ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له، وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسَلَّم؛ لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم و تجزئه. انتهى.

والحق: أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله وإحسانًا، أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاً، والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول، ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقًا على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا، وهذا قوي، وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن بطال(٢) وغيرهما من

الأعلام(١/١٧٢).

<sup>.(</sup>٣١٠/١) (٢)

<sup>(</sup>T) Ihasha (1/1.7).

<sup>(</sup>٤) الإكمال (١/٢١٦).

<sup>(</sup>٥) المنهاج (١/ ١٤١ ، ١٤٢).

<sup>.(99/1) (7)</sup> 

القدماء، والقرطبي (۱۰ وابن المنير من المتأخرين. قال ابن المنير: المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره، وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرًا، فلا مانع منه كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر، فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة، جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفى الشروط.

وقال ابن بطال (٢): لله أن يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لأحد عليه. واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتي أجره مرتين كما دل عليه القرآن والحديث الصحيح، وهو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح، بل يكون هباء منثورا، فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له مضافًا إلى عمله الثاني، وبقوله ولله المالته عائشة عن ابن جدعان. وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه ؟ فقال: «إنه لم يقل يومًا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر.

قوله: (وكان بعد ذلك القصاص) أي: كتابة المجازاة في الدنيا، وهو مرفوع بأنه اسم كان، ويجوز أن تكون (كان) تامة، وعبر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع، كقوله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصَّعَٰ لُ الْجُنَةِ ﴾ [الأعراف: ٤٤].

وقوله: (الحسنة) مبتدأ و(بعشر) الخبر والجملة استئنافية .

وقوله: (إلى سبعمائة) متعلق بمقدَّر أي: منتهية، وحكى الماوردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة، ورد عليه بقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [البقرة: ٢٦١] والآية محتملة للأمرين، فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن يجعلها سبعمائة، ويحتمل أنه يضاعف السبعمائة بأن يزيد عليها، والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرَّج عند المصنف في الرقاق (٣) ولفظه: «كتب الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة».

قوله: (إلا أن يتجاوز الله عنها) زاد سمويه في فوائده: «إلا أن يغفر الله وهو الغفور» وفيه دليل على الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب والموجبين لخلود المذنبين في النار، فأول

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ٢٣٢).

<sup>(44/1) (</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) (٦٤٣/١٤)، كتاب الرقاق، باب ٣١، ح ٦٤٩١.

الحديث يردعلى من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان؛ لأن الحسن تتفاوت درجاته، وآخره يرد على الخوارج والمعتزلة.

٤٢ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمَاثَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّتَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا».

قوله: (عن همام) هو ابن منبه، وهذا الحديث من نسخته المشهورة المروية بإسناد واحد عن عبد الرزاق عن معمر عنه، وقد اختلف العلماء في إفراد حديث من نسخة هل يساق بإسنادها ولو لم يكن مبتدأ به، أو لا؟ فالجمهور على الجواز ومنهم البخاري، وقيل: يمتنع، وقيل: يبدأ أبدًا بأول حديث ويذكر بعده ما أراد، وتوسط مسلم فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من جملة النسخة فيقول في مثل هذا إذا انتهى الإسناد: فذكر أحاديث منها كذا، ثم يذكر أي حديث أراد منها.

قوله: (إذا أحسن أحدكم إسلامه) كذا له ولمسلم وغيرهما، ولإسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق: «إذا حسن إسلام أحدكم» وكأنه رواه بالمعنى؛ لأنه من لازمه، ورواه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن معمر كالأول، والخِطَاب بأحدكم بحسب اللفظ للحاضرين، لكن الحكم عام لهم ولغيرهم باتفاق، وإن حصل التنازع في كيفية التناول أهي بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو بالمجاز؟.

قوله: (فكل حسنة) ينبئ أن اللام في قوله/ في الحديث الذي قبله (١٠): «الحسنة بعشر ١٠١ أمثالها» للاستغراق.

قوله: (بمثلها) زاد مسلم وإسحاق والإسماعيلي في روايتهم: «حتى يلقى الله عز وجل».

## ٣٢ ـ باب أَحَبُ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ

27\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهَ وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» قَالَتْ: فُلانَةُ ـ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا ـ قَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» قَالَتْ: فُلانَةُ ـ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا ـ قَالَ: «مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا».

<sup>(</sup>١) (١/ ١٨٢)، كتاب الإيمان، باب ٣١، ح ١٤.

وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامٌ مَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

[الحديث ٤٣ ـ طرفه في: ١٥١]

قوله: (باب أحب الدين إلى الله أدومه) مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال؛ لأن المراد بالله في هذا العمل، والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان، فيصح بهذا مقضوده، ومناسبته لما قبله من قوله: «عليكم بما تطيقون» لأنه لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب، وقد تقدم بعض هذا المعنى في «باب الدين يسر (۱)» وفي هذا ما ليس في ذلك على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى.

قوله: (حدثنا يحيي) هو ابن سعيد القطان، (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير.

قوله: (فقال: من هذه؟) للأصيلي «قال: من هذه؟» بغير فاء، ويوجه على أنه جواب سؤال مقدر، كأن قائلاً قال: مأذا قال حين دخل؟ قالت: قال: من هذه؟.

قوله: (قلت: فلانة) هذه اللفظة كناية عن كل علم مؤنث فلا ينصرف، زاد عبد الرزاق عن معمر عن هشام في هذا الحديث الحسنة الهيئة».

قوله: (تذكر) بفتح التاء الفوقائية، والفاعل عائشة، وروي بضم الياء التحتانية على البناء لما لم يسم فاعله، أي: يذكرون أن صلاتها كثيرة. ولأحمد عن يحيى القطان: «لا تنام، تصلي» وللمصنف في كتاب صلاة الليل<sup>(۲)</sup> معلقًا عن القعنبي عن مالك عن هشام، وهو موصول في الموطأ للقعنبي وحده في آخره: «لا تنام بالليل». وهذه المرأة وقع في رواية مالك المذكورة أنها من بني أسد، ولمسلم من رواية الزهري عن عروة في هذا الحديث أنها الحولاء بالمهملة والمدوهو اسمها بنت تُويّت بمثناتين مصغرًا ابن حبيب بفتح المهملة ابن أسد ابن عبد العزى من رهط خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها.

وفي روايته أيضًا: «وزعموا أنها لا تنام الليل» وهذا يؤيد الرواية الثانية في أنها نقلت عن غيرها. فإن قبل: وقع في حديث الباب حديث هشام: دخل عليها وهي عندها. وفي رواية الزهري أن الحولاء مرت بها فظاهره التغاير، فيحتمل أن تكون المارة امرأة غيرها من بني أسد أيضًا أو أن قصتها تعددت. والجواب: أن القصة واحدة، ويبين ذلك رواية محمد بن إسحاق

<sup>(</sup>١) (١/٣/١)، كتاب الإيمان، باب٢٩.

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٥٥٧)، كتاب التهجد، باب١٨، ح١١٥١.

(تنبيه): قال ابن التين: لعلها أمنت عليها الفتنة فلذلك مدحتها في وجهها. قلت: لكن رواية حماد بن سلمة عن هشام في هذا الحديث تدل على أنها ما ذكرت ذلك إلا بعد أن خرجت المرأة. أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من طريقه ولفظه: «كانت عندي امرأة، فلما قامت قال رسول الله هذه فلانة، وهي أعبد أهل المدينة. . . »، / فذكر الحديث.

قوله: (مه) قال الجوهري: هي كلمة مبنية على السكون، وهي اسم سمي به الفعل، والمعنى اكفف، يقال: مهمهت به أي: زجرته، فإن وُصِلَت نُوِّنَت فقلت: مه. وقال الداودي: أصل هذه الكلمة (ما هذا؟) كالإنكار فطرحوا بعض اللفظة فقالوا: مه، فصيروا الكلمتين كلمة. وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة، والمراد نهيها عن مدح المرأة بما ذكرت، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل، وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمة، فقالوا: يكره صلاة جميع الليل كما سيأتي في مكانه.

قوله: (عليكم بما تطيقون) أي: اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه، فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق، وقال القاضي عياض<sup>(۱)</sup>: يحتمل أن يكون هذا خاصًا بصلاة الليل، ويحتمل أن يكون عامًا في الأعمال الشرعية. قلت: سبب وروده خاص بالصلاة، ولكن اللفظ عام، وهو المعتبر، وقد عبر بقوله: «عليكم» مع أن المخاطب النساء طلبًا لتعميم الحكم، فغلبت الذكور على الإناث.

قوله: (فوالله) فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وقد يستحب إذا كان في تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور.

قوله: (لا يمل الله حتى تملوا) هو بفتح الميم في الموضعين، والملال: استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، وهو محال على الله تعالى باتفاق. قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين: إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازًا كما قال تعالى: ﴿ وَحَزَّا وُا سَيْتَهُ سَيَتَهُ سَيَّتُهُ

<sup>(</sup>١) الإكمال (٣/ ٢٤٧).

مِثَلُها ﴾ [الشورى: ٤٠] وأنظاره. قال القرطبي (١): وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالاً، عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه. وقال الهروي: معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه. وقال غيره: معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم. وهذا كله بناء على أن «حتى» على بابها في انتهاء الغاية وما يترتب عليها من المفهوم.

وجنح بعضهم إلى تأويلها، فقيل: معناه لا يمل الله إذا مللتم. وهو مستعمل في كلام العرب يقولون: لا أفعل كذا حتى يبيض القار أو حتى يشيب الغراب، ومنه قولهم في البليغ: لا ينقطع حتى ينقطع حتى ينقطع حتى ينقطع حصومه الأنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن له عليهم مزية، وهذا المثال أشبه من الذي قبله لأن شيب الغراب ليس ممكنا عادة، بخلاف الملل من العابد. وقال المازري (٢٠): قيل: إن (حتى) هنا بمعنى الواو، فيكون التقدير: لا يمل وتملون، فنفى عنه الملل وأثبته لهم، قال: وقيل: (حتى) بمعنى حين.

والأول أليق وأجرى على القواعد، وأنه من باب المقابلة اللفظية، ويؤيده ما وقع في بعض طرق حديث عائشة بلفظ: «الكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل» لكن في سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وقال ابن حبان في صحيحه: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها، وهذا رأيه في جميع المتشابه.

قوله: (أحب) قال القاضي أبو بكر بن العربي: معنى المحبة من الله تعلق الإرادة بالثواب (٣) أي: أكثر الأعمال ثوابًا أدومها.

قوله: (إليه) في رواية المستملي وحده «إلى الله»، وكذا في رواية عبدة عن هشام عند إسحاق بن راهويه في مستده، وكذا للمصنف (٤) ومسلم عن طريق أبي سلمة، ولمسلم عن

<sup>(</sup>١) المفهم (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) المعلم (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) هذا من التأويل الباطل، والحق الذي عليه أهل السنة أن معنى المحبة غير معنى الإرادة، والله سبحانه موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله، ومحبته لا تاشبه محبة خلقه؛ كما أن إرادته لا تشابه إرادة خلقه، وهكذا سائر صفاته؛ كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى الْمُعَيْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُو

<sup>[</sup>الشورى: ١١][ابن باز].

<sup>(</sup>٤) (١٤/ ٥٩٥)، كتاب الرقاق، باب١٨، ح١٤٦٤، ٦٤٦٥.

القاسم كلاهما عن عائشة، وهذا موافق لترجمة الباب، وقال باقي الرواة عن هشام: «وكان أحب الدين إليه» أي: إلى رسول الله عن المصنف في الرقاق (١٠) في/ رواية مالك عن السلام، وليس بين الروايتين تخالف؛ لأن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى رسوله، قال النووي (٢٠): بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله، بخلاف الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة.

وقال ابن الجوزي<sup>(٣)</sup>: إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه، ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتًا ما كمن لازم يومًا كاملاً ثم انقطع. وزاد المصنف ومسلم أن من طريق أبى سلمة عن عائشة: «وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل».

## ٣٣ ـ باب زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَنُقُصَانِهِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَزِدْنَهُ مُ هُدَى ﴿ وَلَيْنَا اللَّهِ مَعَالَى ﴿ وَيَزْدَادَ اللَّيِنَ مَامَنُوا إِيكَنَا ﴾ [الكهف: ١٣]، ﴿ وَقَالَ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] فإذا تَرَكَ شَيئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُو نَاقِصٌ

٤٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ دُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ».

َ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: قَالَ أَبَانُ: حَدَّشَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "مِنْ إِيمَانٍ» مَكَانَ "مِنْ خَيْرٍ».

[الحديث ٤٤\_أطرافه في: ٢٤٧٦، ٥٦٥٦، ٧٤٤٠، ٧٤٤٠، ٥٠١٠، ٧٥١٠]

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۵۰۷)، کتاب التهجد، باب ۱۸، ح۱۱۵۱.

<sup>(</sup>٢) المنهاج (٦/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) كشف المشكل (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥/ ٣٨٦)، كتاب الصوم، باب٥٠، ح١٩٧٠، ومسلم برقم (١٣٠٢).

قوله: (باب زيادة الإيمان ونقصانه) تقدم له قبل بستة عشر بابًا "باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (1) وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري بمعنى حديث أنس الذي أورده هنا، فتُعقّب عليه بأنه تكرار. وأجيب عنه: بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق، ترجم لكل من الاحتمالين، وخص حديث أبي سعيد بالأعمال ؛ لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات، بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والذرة. قال ابن بطال (٢): التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل، فمن قل علمه كان تصديقه مثلاً بمقدار ذرة، والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار برة، أو شعيرة، إلا أن أصل التصديق الحاصل في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان، ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة. انتهى.

وقد تقدم كلام النووي في أول الكتاب (٣) بما يشير إلى هذا المعنى، ووقع الاستدلال في هذه الآية بنظير ما أشار إليه البخاري لسفيان بن عيينة ، أخرجه أبو نعيم في ترجمته من الحلية من طريق عمرو بن عثمان الرقي قال: قيل لابن عيينة: إن قومًا يقولون الإيمان كلام. فقال: كان هذا قبل أن تنزل الأحكّام، فأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم ، فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا ، ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار . فذكر الأركان ، إلى أن قال : فلما علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض وقبولهم قال : ﴿ ٱلنَّوْمُ ٱ كُمَّلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ الآية [المائدة: ٣] ، فمن ترك شيئًا من ذلك كسالاً أو مجوناً أدبناه عليه وكان ناقص الإيمان ، ومن تركها جاحدًا كان كافرًا . انتهى ملخصًا .

وتبعه أبو عبيد/ في كتاب الإيمان له فذكر نحوه وزاد: إن بعض المخالفين لما ألزم بذلك أجاب بأن الإيمان ليس هو مجموع الدين، إنما الدين ثلاثة أجزاء: الإيمان جزء، والأعمال جزآن؛ لأنها فرائض ونوافل. وتعقبه أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر القرآن، وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ الهِ اللهُ الهُ الهُ الهُ الهُ اللهُ الهِ اللهُ الهِ الهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ

<sup>(</sup>١) (١/ ١٣٨)، كتاب الإيمان، باب١٥، ٢٢٠.

<sup>(1) (1/4.1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (١/ ٩٥)، كتاب الإيمان، باب١.

<sup>(3) (1/77).</sup> 

لأن الاستدلال بهما نص في الزيادة ، وهو يستلزم النقص ، وأما الكمال فليس نصًا في الزيادة ، بل هو مستلزم للنقص فقط ، واستلزامه للنقص يستدعي قبوله الزيادة ، ومن ثم قال المصنف : «فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقص» .

ولهذه النكتة عدل في التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الآيتين حيث قال أولاً: "وقول الله" وقال ثانيًا: "وقال"، وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية ﴿ أَكُمَلَتُ لَكُمٌ ﴾ لا دليل فيها على مراده ؛ لأن الإكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين أو بمعنى إظهار أهل الدين على المشركين فلا حاجة للمصنف فيه ، وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصًا ، وأنَّ من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصًا ، وليس الأمر كذلك ؛ لأن الإيمان لم يزل تامًا .

ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي: بأن النقص أمر نسبي، لكن منه ما يترتب عليه الذم ومنه ما لا يترتب، فالأول: ما نقصه بالاختيار كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمدًا، والثاني: ما نقصه بغير اختيار كمن لم يعلم أو لم يكلف، فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئنًا، بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل، وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض، ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي، ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى، وهذا نظير قول من يقول: إن شرع محمد أكمل من شرع موسى وعيسى، لاشتماله من الأحكام على ما لم يقع في الكتب التي قبله، ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان كاملاً، وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد، فالأكملية أمر نسبي كما تقرر. والله أعلم.

قوله: (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، يكنى أبا بكر، وفي طبقته هشام بن حسان لكنه لم يرو هذا الحديث.

قوله: (يخرج) بفتح أوله وضم الراء، ويروى بالعكس، ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: «أخرجوا»، قوله: (من قال لا إله إلا الله وفي قلبه) فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، أو المراد بالقول هنا القول النفسي، فالمعنى: من أقر بالتوحيد وصدق، فالإقرار لا بدمنه، فلهذا أعاده في كل مرة، والتفاوت يحصل في التصديق على الوجه المتقدم. فإن قيل: فكيف لم يذكر الرسالة؟ فالجواب: أن المراد المجموع، وصار الجزء الأول علمًا عليه كما تقول: قرأت: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَكَدُ اللّهِ ، أي: السورة كلها.

قوله: (برة) بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهي القمحة، ومقتضاه أن وزن البرة

دون وزن الشعيرة؛ لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبرة ثم الذَّرَّة، وكذلك هو في بعض البلاد، فإن قيل: إن السياق بالواو وهي لا ترتب. فالجواب: أن رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ: «ثم» وهي للترتيب.

قوله: (ذرّة) بفتح للمعجمة وتشديد الراء المفتوحة، وصحفها شعبة - فيما رواه مسلم من طريق يزيد بن زريع عنه فقال: ذُرة. بالضم وتخفيف الراء، وكأن الحامل له على ذلك كونها من الحبوب فناسبت الشعيرة والبرة، قال مسلم في روايته: قال يزيد: صحف فيها أبو بسطام، يعني: شعبة. ومعنى الذَّرة قيل: هي أقل الأشياء الموزونة، وقيل: هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رءوس الإبر، وقيل: هي النملة الصغيرة، ويروى عن ابن عباس أنه قال: إذا وضعت كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط هو الذرّ. ويقال: إن أربع ذرات وزن خردلة. وللمصنف في أواخر التوحيد (١) من طريق حميد عن أنس مرفوعًا: «أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، ثم من كان في قلبه أدنى شيء وهذا معنى الذرة.

قوله: (قال أبان) هو إبن يزيد العطار، وهذا التعليق (٢) وصله الحاكم في كتاب الأربعين له من طريق أبي سلمة، قال: حدثنا أبان بن يزيد... فذكر الحديث. وفائدة/ إيراد المصنف له من جهتين: إحداهما: تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس. ثانيتهما: تعبيره في المتن بقوله: «من إيمان» بدل قوله: «من خير»، فبين أن المراد بالخير هنا الإيمان، فإن قيل على الأولى: لِمَ لَمْ يكتف بطريق أبان السالمة من التدليس ويسوقها موصولة؟ فالجواب: أن أبان وإن كان مقبولاً لكن هشام أتقن منه وأضبط، فجمع المصنف بين المصلحتين. والله الموفق. وسيأتي الكلام على بقية هذا المتن في كتاب التوحيد (٣)، حيث ذكر المصنف حديث الشفاعة الطويل من هذا الوجه، ورجال هذا الحديث موصولاً ومعلقاً كلهم بصريون.

٥٤ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ، سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْس، أَخْبَرَنَا قَيْسُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَوْونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿ ٱلْيُومَ عِيدًا، قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿ ٱلْيُومَ عَيدًا لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]. قَالَ عُمَرُ: قَدْ

<sup>(</sup>۱) (۱۷/۱۷)، کتاب التوحید، باب۳۳، ح۹۰۹۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: تغليق التعليق (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) (١٧/ ٥٢٤)، كتاب التوحيد، باب٣٧، ح٢٥١٦.

عَرَفُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْةٍ: وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

[الحديث ٥٥\_أطرافه في: ٧٢٦٨ ، ٢٠٦٤ ، ٢٢٦٨]

قوله: (حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون) مراده «أنه سمع»، وجرت عادتهم بحذف «أنه» في مثل هذا خطًا لا نطقًا كقال.

قوله: (أن رجلاً من اليهود) هذا الرجل هو كعب الأحبار، بين ذلك مسدد في مسنده والطبري في تفسيره والطبراني في الأوسط، كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبادة بن نُسَي \_ بضم النون وفتح المهملة \_ عن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن كعب، وللمصنف في المغازي<sup>(۱)</sup> من طريق الثوري عن قيس بن مسلم «أن ناسًا من اليهود»، وله في التفسير<sup>(۲)</sup> من هذا الوجه بلفظ: «قالت اليهود»، فيحمل على أنهم كانواحين سؤال كعب عن ذلك جماعة، وتكلم كعب على لسانهم.

قوله: (لاتخذنا . . .) إلخ ، أي: لعظمناه وجعلناه عيدًا لنا في كل سنة ، لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين ، والعيد فعل من العود ، وإنما سمي به لأنه يعود في كل عام .

قوله: (نزلت فيه على النبي على إزاد مسلم عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون في هذا الحديث ولفظه: «إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه»، وزاد عن جعفر ابن عون: «والساعة التي نزلت فيها على النبي الله عنه بمعرفة الوقت والمكان، ولم يقل جعلناه عيدًا؟ والجواب عن هذا: أنها نزلت في أخريات نهار عرفة، ويوم العيد إنما يتحقق بأوله، وقد قال الفقهاء: إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة. قاله هكذا بعض من تقدم.

وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة، وإلا فرواية إسحاق عن قبيصة التي قدمناها قد نصت على المراد ولفظه: «نزلت يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد، لفظ الطبري والطبراني: «وهما لنا عيدان» وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس: «أن يهوديًا سأله عن ذلك فقال: نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة» فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدًا وهو يوم الجمعة، واتخذوا يوم عرفة عيدًا لأنه ليلة العيد، وهكذا كما جاء في الحديث الآتي في الصيام (٣): «شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة» فسمي رمضان عيدًا لأنه يعقبه العيد.

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۵۲/۹)، كتاب المغازي، باب۷۷، ح٤٤٠٧.

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ۸۲)، کتاب التفسیر، باب۲، ح۲۰۱۶.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٢٤٦)، كتاب الصوم، باب١٢، ح١٩١٢.

ا فإن قبل: كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ أجيب: من جهة أنها/ بينت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة، حين تمت الشريعة وأركانها. والله أعلم، وقد جزم السدي بأنه لم ينزل بعد هذه الآية شي معن الحلال والحرام.

## ٣٤- باب الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلامِ وَقَوْلُهُ \* ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلَا لِيعَبُدُوا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيُوْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ ﴾ [البينة: ٥]

٢٤ - حَدَّثَ نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ عَنْ عَمَّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَاثِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ وَيَّ مَنْ عَبِيدٍ اللَّهِ يَعَلَّى أَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

[الحديث ٤٦\_أطرافه في: ١٨٩١، ٢٦٧٨، ٢٩٥٦]

قوله: (باب الزكاة من الإسلام. وما أمروا) كذا لأبي ذر، ولغيره: «قول الله وما أمروا» ويأتي فيه ما مضى في قباب الصلاة من الإيمان» (١)، والآية ذالة على ما ترجم له؛ لأن المراد بقوله: ﴿ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ دين الإسلام، والقيمة: المستقيمة، وقد جاء قام بمعنى استقام في قوله تعالى: ﴿ أُمَّةٌ قَايِمَةٌ ﴾ [آل عمران: ١١٣] أي: مستقيمة، وإنما خص الزكاة بالترجمة لأن باقي ما ذكر في الآية والحديث قذ أفرده بتراجم أخرى.

ورجال إسناد هذا الحقيث كلهم مدنيون، ومالك والدأبي سهيل هو ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله، وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، فهو من رواية إسماعيل عن خاله عن عمد عن أبية عن حليفه، فهو مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد.

قوله: (جاء رجل) زاد أبو ذر: "من أهل نجد" وكذا هو في الموطأ ومسلم.

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۷۲)، كتاب الإيمان، باب ٣٠، ح ٤٠.

قوله: (ثاثر الرأس) هو مرفوع على الصفة، ويجوز نصبه على الحال، والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية ، ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة ، وأوقع اسم الرأس على الشعر إما مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت.

قوله: (يسمع) بضم الياء على البناء للمفعول، أو بالنون المفتوحة للجمع، وكذا في «يفقه» .

قوله: (دوي) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء، كذا في روايتنا، وقال القاضي عياض(١١): جاء عندنا في البخاري بضم الدال، قال: والصواب الفتح، وقال الخطابي: الدوى: صوت مرتفع متكرر ولا يفهم، وإنماكان كذلك لأنه نادي من بعد، وهذا الرجل جزم ابن بطال(٢٠) وآخرون بأنه ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة، ولأن في كل منهما أنه بدوي، وأن كلاً منهما قال في آخر حديثه: «لا أزيد على هذا ولا أنقص»، لكن تعقبه القرطبي<sup>(٣)</sup> بأن سياقهما مختلف، وأسئلتهما متباينة، قال: ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط، وتكلف شطط، من غير ضرورة. والله أعلم. وقواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمام إلا الأول، وهذاغير لازم.

قوله: / (فإذا هو يسأل عن الإسلام) أي: عن شرائع الإسلام، ويحتمل أنه سأل عن حقيقة 🔐 الإسلام، وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها، أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية، أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتها، وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد أو الراوي اختصره، ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصنف في الصيام (٤) من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال: فأخبره رسول الله ﷺ بشرائع الإسلام، فدخل فيه باقى المفروضات بل والمندوبات.

قوله: (خمس صلوات) في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله: أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس»، فتبين بهذا مطابقة الجواب

المشارق (١/ ٢٦٤). (1)

<sup>(1/</sup>r/1). **(Y)** 

المفهم (١/ ١٥٧). (٣)

<sup>(</sup>٥/ ٢٠٩)، كتاب الصوم، باب١، ح١٨٩١. (1)

للسؤال، ويستفاد من سياق مالك: أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافًا لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعدالمغرب.

قوله: (هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع») تطّوع بتشديد الطاء والواو ، وأصله تتطوع بتاءين فأدغمت إحداهما ، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما ، واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكًا بأن الاستثناء فيه متصل . قال القرطبي (۱): لأنه نفي وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به ، والاستثناء من النفي إثبات ، ولا قائل بوجوب التطوع ، في تعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه . وتعقبه الطيبي (۱) بأن ما تمسك به مغالطة ؛ لأن الاستثناء هنا من غير الجنس ؛ لأن التطوع لا يقال فيه : «عليك» فكأنه قال : لا يجب عليك شيء ، إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك ، وقد علم أن التطوع ليس بواجب ، فلا يجب شيء آخر أصلاً . كذا قال ، وحرف المسألة دائر على الاستثناء ، فمن قال : إنه متصل تمسك بالأصل ، ومن قال : إنه منقطع احتاج إلى دليل .

والدليل عليه ما روى النسائي وغيره أن النبي على كان أحيانًا ينوي صوم التطوع ثم يفطر، وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه، فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام - إذا كانت نافلة - بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي. فإن قيل: يرد الحج، قلنا: لا، لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده فكيف في صحيحه، وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه. والله أعلم. على أن في استدلال الحنفية نظرًا لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام، بل بوجوبه، واستثناء الواجب من الفرض منقطع لتباينهما، وأيضًا فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات بل مسكوت عنه، وقوله: «إلا أن تطوع» استثناء من قوله: لا، أي: لا فرض عليك غيرها.

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) الكاشف (١/ ١٣٦).

بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل.

قوله: (والله) في رواية إسماعيل بن جعفر (١) فقال: «والذي أكرمك»، وفيه جواز الحلف في الأمر المهم، وقد تقدم.

قوله: (أفلح إن صدق) وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة: "أفلح وأبيه إن صدق» أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق»، ولأبي داود مثله لكن بحذف "أو»، فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب: بأن ذلك كان قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، كما جرى على لسانهم عقرى، حلقى وما أشبه ذلك، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبيه، وقيل: هو خاص ويحتاج إلى دليل، وحكى السهيلي عن/ بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف، وإنما كان "والله"، فقصرت اللامان، واستنكر القرطبي (٢) هذا وقال: إنه يخرم الثقة بالروايات الصحيحة. وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ: وأبيه، لم تصح؛ لأنها ليست في الموطأ. وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر، وهو صحيح لا مرية فيه، وأقوى الأجوبة الأولان.

وقال ابن بطال (٣): دل قوله: «أفلح إن صدق» على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح، وهذا بخلاف قول المرجئة. فإن قيل: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المنهيات؟ أجاب ابن بطال باحتمال أن يكون ذلك وقع قبل ورود فرائض النهي. وهو عجيب منه لأنه جزم بأن السائل ضمام، وأقدم ما قيل فيه إنه وفد سنة خمس، وقيل بعد ذلك، وقد كان أكثر المنهيات واقعا قبل ذلك، والصواب: أن ذلك داخل في عموم قوله: «فأخبره بشرائع الإسلام» كما أشرنا إليه. فإن قيل أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح، وأما بأن لا يزيد فكيف يصح؟ أجاب النووي (٤): بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحًا؛ لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى.

فإن قيل: فكيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرًا؟ أجيب: بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير

<sup>(</sup>۱) (٥/ ۲۰۹)، كتاب الصوم، باب ١ ، ح ١٨٩١.

<sup>(</sup>٢) المفهم (١/ ١٦٠).

<sup>(1/3.1).</sup> 

<sup>(</sup>٤) المنهاج (١٦٦/١).

تارك الفرائض، فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحًا منه، وقال الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق والقبول، أي قبلت كلامك قبولاً لا مزيد عليه من جهة السؤال، ولا نقصان فيه من طريق القبول. وقال ابن المنير: يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ؛ لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم. قلت: والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر، فإن نصها: «لا أتطوع شيئًا، ولا أنقص مما فرض الله عليَّ شيئًا»، وقيل: مراده بقوله: لا أزيد ولا أنقص. أي: لا أغير صفة الفرض، كمن ينقص الظهر مثلاً ركعة أو يزيد المغرب. قلت: ويعكر عليه أيضًا لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر (۱). والله أعلم.

## ٣٠ باب اتِّباعُ الْجَنائِزِ مِنَ الإيمَانِ

28 حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيَّ الْمَنْجُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّنَنَا مَوْفٌ عَنِ الْمَعْنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَى يُصَلِّى عَلَيْهَا وَيُغْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحْدٍ. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا فُهَّ رَجَعَ قَبَلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ».

تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: حَدَّثَ نَاعَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ . . . نَحْوَهُ . [الحديث ٤٧طرفاه في: ١٣٢٥ ، ١٣٢٣]

قوله: (باب اتباع الجنائز من الإيمان) ختم المصنف معظم التراجم التي وقعت له من شُعَبِ الإيمان بهذه الترجمة ؛ لأن ذلك آخر أحوال الدنيا، وإنما أخر ترجمة أداء الخمس من الإيمان لمعنى سنذكره هناك (٢)، ووجه الدلالة من الحديث للترجمة قد نبهنا عليه في نظائره قبل.

قوله: (المنجوفي) هو بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو الساكنة فاء نسبة إلى جد جده منجوف السدوسي، وهو بصري، وكذا باقي رجال الإسناد غير الصحابي. و(روح) بفتح الراء/ هو ابن عبادة القيسي، و(عوف) هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم الأعرابي بفتح الهمزة، وإنما قيل له ذلك لفصاحته وكنيته أبوسهل، واسم أبيه بندويه بموحدة مفتوحة

<sup>(</sup>۱) (۵/ ۲۰۹)، كتاب الصوم، باب ۱، ح ۱۸۹۱.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٣٢)، كتاب الإيمان، باب ٤، ح٥٠.

ثم نون ساكنة ثم دال مهملة بوزن راهويه، و(الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري، و(محمد) هو ابن سيرين، وهو مجرور بالعطف على الحسن، فالحسن وابن سيرين حدثا به عوفًا عن أبي هريرة إما مجتمعين وإما متفرقين، فأما ابن سيرين فسماعه عن أبي هريرة صحيح، وأما الحسن فمختلف في سماعه منه، والأكثر على نفيه وتوهيم من أثبته، وهو مع ذلك كثير الإرسال فلا تحمل عنعنته على السماع، وإنما أورده المصنف كما سمع، وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى (۱)، فإنه أخرج فيها حديثًا من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد، وأخرج أيضًا في بدء الخلق (۲) من طريق عوف عنهما عن أبي هريرة حديثًا آخر، واعتماده في كل ذلك على محمد بن سيرين. والله أعلم.

قوله: (من اتبع) هو بالتشديد، وللأصيلي «تبع» بحذف الألف وكسر الموحدة، وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل. ولاحجة فيه؛ لأنه يقال: تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه، وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه، فإذا هو مقول بالاشتراك، وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي أمامها، وأما (أتبعه) بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه، ولم تأت به الرواية هنا.

قوله: (وكان معه) أي: مع المسلم، وللكشميهني «معها» أي: مع الجنازة.

قوله: (حتى يصلي) بكسر اللام ويروى بفتحها، فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة، وعلى الثاني قد يقال: يحصل له ذلك ولو لم يُصَلِّ، أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقًا. والله أعلم.

قوله: (ويفرغ) بضم أوله وفتح الراء، ويروى بالعكس، وقد أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد، وهذا هو المعتمد خلافًا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط. وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز (٣) إن شاء الله تعالى.

قوله: (تابعه) أي: روح بن عبادة، و(عثمان) هو ابن الهيثم وهو من شيوخ البخاري، فإن كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة، لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد إتقانًا

<sup>(</sup>١) (٧/٧١٧)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب٢٨، ح٢٤٠٤، وفيه زيادة: وخلاس.

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٩٩٥)، كتاب بدء الخلق، باب١٧، - ٣٣٢١.

<sup>(</sup>٣) (٤/٤)، ٩٩)، كتاب الجنائز، باب٥٨، ٥٨، ح١٣٢٥، ١٣٢٥.

منه، ونبه برواية عثمان على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين فقط؛ لأنه لم يذكر الحسن، فكأن عوفًا كان ربما ذكره وربما حذفه، وقد حدث به المنجوفي شيخ البخاري مرة بإسقاط الحسن، أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه، ومتابعة عثمان هذه وصلها أبو نعيم في المستخرج، قال: حدثنا أبو إسحاق بن حمزة حدثنا أبو طالب بن أبي عوانة حدثنا سليمان ابن سيف حدثنا عثمان بن الهيثم. . . فذكر الحديث، ولفظه موافق لرواية رَوْح إلا في قوله: «وكان معها» فإنه قال بدلها: «فلزمها»، وفي قوله: «ويفرغ من دفنها» فإنه قال بدلها: «وتدفن»، وقال في آخره: «فله قيراط» بدل قوله: «فإنه يرجع بقيراط»، والباقي سواء، ولهذا الاختلاف في اللفظ قال المصنف: «نحوه» وهو بفتح الواو، أي: بمعناه.

٣٦-باب خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لا يَشْعُرُ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّيْمِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إلا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّبًا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَذْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ كُلُّهُمْ يَخَافُ النَّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَذْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ كُلُّهُمْ يَخَافُ النَّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ: مَا خَافَهُ إِلا مُؤْمِنٌ، وَلا أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى النَّفَاقِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرٍ / تَوْبَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَانِلٍ عَنِ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

[الحديث ٤٨\_ طرفاه في: ٢٠٤٤ ، ٧٠٧٦]

قوله: (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم، لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها، بخلاف هذا، والمرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير؛ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أصلاً، ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول.

ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها

11.

مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين، وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابًا أي: خالصًا، فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر، فقوله: «أن يحبط عمله» أي يحرم ثواب عمله لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه.

وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون: إن السيئات يبطلن الحسنات. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في الرد عليهم: القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان: أحدهما: إبطال الشيء للشيء، وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان، وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي، ثانيهما: إحباط الموازنة إذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته نجا، ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة: إما أن يغفر له وإما أن يعذب. فالتوقيف إبطال ما؛ لأن توقيف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها، والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النار، ففي كل منهما إبطال نسبي أطلق عليه اسم الإحباط مجازًا، وليس هو إحباط حقيقة لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله، وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطيين وحكموا على العاصي بحكم الكافر، وهم معظم القدرية. والله الموفق.

قوله: (وقال إبراهيم التيمي) هو من فقهاء التابعين وعبادهم. وقوله: (مكذباً) يروى بفتح الذال يعني: خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفًا لقولي فيقول: لو كنت صادقًا ما فعلت خلاف ما تقول، وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس، ويروى بكسر الذال وهي رواية الأكثر، ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل، وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل فقال: ﴿ كُبُر مَقْتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْمَلُونَ ﴾ [الصف: ٣] فخشي أن يكون مكذبًا أي: مشابهًا للمكذب، وهذا التعليق (١) وصله المصنف في تاريخه (٢) عن أبي نعيم وأحمد بن حنبل في الزهد عن ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم المذكور.

قوله: (وقال ابن أبي مليكة: . . . ) إلخ، هذا التعليق (٣) وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه،

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير (١/ ٣٣٥)، ت١٠٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تغليق التعليق (٢/ ٥٢).

<del>'</del>

لكن أبهم العدد، وكذا أخرجه محمد بن نصر المروزي مطولاً في كتاب الإيمان له، وعينه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه آخر مختصرًا كما هنا، والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور ابن/ مخرمة، فهؤلاء ممن سمع منهم، وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي ابن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع، وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنهم، وقال ابن بطال (١٠): إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حتى رأوا من التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره، فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت.

قوله: (ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل) أي: لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق لهم كما يجزم بذلك في إيمان جبريل، وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان، خلافًا للمرجثة القائلين: بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة. وقد روي في معنى أثر ابن أبي مليكة حديث عن عائشة مرفوع رواه الطبراني في الأوسط لكن إسناده ضعيف.

قوله: (ويذكر عن الحسن) هذا التعليق (٢) وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق له من طرق متعددة بألفاظ مختلفة وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه ، وذلك محمول على قاعدة ذكرهالي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله ، وهي: إن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد ، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضًا ، لما علم من الخلاف في ذلك ، فهنا كذلك . وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب في فهمه فقال النووي: «ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق» ، يعني : الله تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ وَلِمَنْ عَانَ الله مَنَا كَذَل الرحمن : ٤٦] ، وقال : ﴿ فَلاَ يَأْمَنُ مَكَ رَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلِيمُونَ ﴿ مَكَا اللَّعراف : ٩٩] ، وكذا شرحه ابن التين وجماعة من المتأخرين ، وقرره الكرماني (٢) هكذا ،

<sup>(1.9/1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر: تغليق التعليق (٢/ ٥٣).

<sup>(1/441).</sup> 

فقال: ماخافه أي: ماخاف من الله، فحذف الجار وأوصل الفعل إليه.

قلت: وهذا الكلام وإن كان صحيحًا لكنه خلاف مراد المصنف ومن نقل عنه، والذي أوقعهم في هذا هو الاختصار، وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد النفاق، فلنذكره. قال جعفر الفريابي: حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو، ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. وقال أحمد ابن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام سمعت الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق. انتهى. وهذا موافق لأثر ابن أبي مليكة الذي قبله وهو قوله: «كلهم يخاف النفاق على نفسه»، والخوف من الله وإن كان مطلوبًا محمودًا لكن سياق الباب في أمر آخر. والله أعلم.

قوله: (وما يحذر) هو بضم أوله وتشديد الذال المعجمة ويروى بتخفيفها، و(ما) مصدرية، والجملة في محل جر لأنها معطوفة على خوف، أي: باب ما يحذر، وفصل بين الترجمتين بالآثار التي ذكرها لتعلقها بالأولى فقط، وأما الحديثان فالأول منهما يتعلق بالثانية، والثاني يتعلق بالأولى على ما سنوضحه، ففيه لف ونشر غير مرتب على حد قوله: فيوم تَبْيَضُ وُجُوهٌ . . ﴾ الآية [آل عمران: ١٠٦] . ومراده أيضًا الرد على المرجئة حيث قالوا: لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان، ومفهوم الآية التي ذكرها يرد عليهم ؛ لأنه تعالى مدح من استغفر لذنبه ولم يصر عليه، فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك .

ومما يدخل في معنى الترجمة قول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَلَا اللّهُ قُلُوبَهُم ﴾ [الصف: ٢١]، وقوله: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيْكُمُ مُ وَأَبْقَكُم كُمَا لَمْ يُوقِمنُوا بِهِ وَلَا مَرَاقً ﴾ [الأنعام: ١١] وقوله تعالى: ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصَوْتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النّبِي وَلَا بَعْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُم لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَالُكُم ﴾ [الحجرات: ٢] وهذه الآية أدل على المراد مما قبلها، فمن أصر على نفاق المعصية خشي عليه أن يفضي به إلى / نفاق الكفر، وكأن المصنف لمح بحديث عبد الله بن عمرو المخرج عند أحمد مرفوعا قال: «ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون المائي : يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون. قاله مجاهد وغيره، وللترمذي عن أبي بكر الصديق مرفوعاً: «ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرة» إسناد كل منهما أبي بكر الصديق مرفوعاً: «ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرة» إسناد كل منهما حسن.

قوله: (على التقاتل) كذا في أكثر الروايات وهو المناسب لحديث الباب، وفي بعضها (على النفاق) ومعناه صحيح وإن لم تثبت به الرواية.

قوله: (زبيد) تقدم أنه بالزاي والموحدة مصغرًا، وهو ابن الحارث اليامي ـ بياء تحتانية وميم خفيفة ـ، يكنى أبا عبد الرحمن، وقد روى هذا الحديث شعبة أيضًا عن منصور بن المعتمر وهو عند المصنف في الأدب (١)، وعن الأعمش وهو عند مسلم، ورواه ابن حبان من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن الثلاثة جميعًا عن أبي وائل، وقال ابن منده: لم يختلف في رفعه عن زبيد واختلف على الآخرين، ورواه عن زبيد غير شعبة أيضًا عند مسلم وغيره.

قوله: (سألت أبا وائل عن المرجئة) أي: عن مقالة المرجئة، ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين وقيل سنة اثنتين وثمانين، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة، وقد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أخرجه الترمذي مصححًا ولفظه: «قتال المسلم أخاه كفر، وسبابه فسوق»، ورواه جماعة عن عبد الله بن مسعود موقوفًا ومرفوعًا، ورواه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أيضًا مرفوعًا، فانتفت بذلك دعوى من زعم أن أبا وائل تفرد به.

قوله: (سباب) هو بكسر السين وتخفيف الموحدة، وهو مصدر يقال: سب يسب سبًا وسبابًا، وقال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السب، وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. وقال غيره: السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة، وقد تقدم بأوضح من هذا في باب المعاصى من أمر الجاهلية (٢).

قوله: (المسلم) كذا في معظم الروايات، ولأحمد عن غندر عن شعبة «المؤمن»، فكأنه رواه بالمعنى.

قوله: (فسوق) الفسق في اللغة: الخروج، وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان، قال الله تعالى: ﴿ وَكُرَّهُ إِلْيَكُمُ ٱلْكُفّرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ﴾ [الحجرات: ٧]، ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق،

<sup>(</sup>١) (٥٩٨/١٣)، كتَابُ الأدب، باب٤٤، ح٢٠٤٤.

<sup>(</sup>٢) (١٥٨/١)، كتاب الإيمان، باب٢٢، ح٠٣.

ومقتضاه الردعلى المرجئة، وعرف من هذا مطابقة جواب أبي واثل للسؤال عنهم، كأنه قال: كيف تكون مقالتهم حقًا والنبي على يقول هذا.

قوله: (وقتاله كفر) إن قيل: وهذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. فالجواب: إن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك، ولا متمسك للخوارج فيه؛ لأن ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق، وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمدًا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَمْ فِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وقد أشرنا إلى ذلك في باب المعاصي من أمر الجاهلية (١). أو أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية؛ لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق، والأولان أليق بمراد المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث.

وقيل: أراد بقوله «كفر»/ أي: قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر. وهذا بعيد، وأبعد منه حمله على المستحل لذلك لأنه لا يطابق الترجمة، ولو كان مرادًا لم يحصل التفريق بين السباب والقتال، فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا، ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل. وقد بوب عليه المصنف في كتاب المحاربين (٢) كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومثل هذا الحديث قوله على: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» ففيه هذه الأجوبة. وسيأتي في كتاب الفتن (٣)، ونظيره قوله تعالى: ﴿ أَفَتُوْمِئُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ الْكِنَبِ مِن وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ الْكِنَبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ الْكِنَبِ اللهِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ الْكِنَبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ الْكِنَبِ وَيَعْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن وَيَعْرَجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن وَيَهْ وَيَعْرَجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن وينظيره إلى البقرة: ١٥٥] الآية، فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظًا.

وأما قوله على فيما رواه مسلم: «لعن المسلم كقتله» فلا يخالف هذا الحديث؛ لأن المشبه

<sup>.(101/1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٥/ ٥٨٩)، كتاب الحدود، باب٥٠.

<sup>(</sup>٣) (١٦/ ٤٦٩)، كتاب الفتن، باب٨، ح٧٧٧ وما بعده.

به فوق المشبه، والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثير: هذا في العرض، وهذا في النفس. والله أعلم. وقدورد لهذا المتن سبب ذكرته في أول كتاب الفتن في أواخر الصحيح.

٩٩- أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدِ عن أَنَسُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَجَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجْتُ لَا يَحْبِرَكُمْ فِلْيَلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَرْرًا لَكُمْ ، الْتَعِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالْقُسْعِ وَالْخَمْسِ».

[الحديث ٤٩ ـ طرفاه في: ٢٠٢٣، ٢٠٤٩]

قوله: (عن حميد) هو الطويل (عن أنس)، وللأصيلي «حدثناه أنس بن مالك» فأمنا تدليس حميد. وهو من رواية صحابي عن صحابي، أنس عن عبادة بن الصامت.

قوله: (خرج يخبر بليلة القدر) أي: بتعيين ليلة القدر.

قوله: (فتلاحي) بفتح الحاء المهملة مشتق من التلاحي بكسرها وهو التنازع والمخاصمة، والرجلان أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حدرد بحاء مفتوحة و دال ساكنة مهملتين، ثمراء مفتوحة و دال مهملة أيضًا و كعب بن مالك، وقوله: «فر فعت» أي: فر فع تعيينها عن ذُكرى، هذا هو المعتمد هنا، والسبب فيه ما أوضحه مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة قال: هجاء رجلان يحتقان " بتشديد القاف أي: يدعي كل منهما أنه المحق «معهما الشيطان، فنسيتها». قال القاضي عياض: فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة، وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان، وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير.

فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ قلت: إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجد، وهو محل الذكر لا اللغو، ثم في الوقت المخصوص أيضًا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لالذاتها، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة رسول الله على منهي عنه لقوله تعالى: ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ أَن تَعَبَطُ أَعَمَلُكُمْ وَأَنتُدُ لا تَشْعُرُونَ إِن ﴾ [الحجرات: ٢] ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب (١).

<sup>(</sup>١) فيه تعريض من الحافظ بالذين ألفوا في مناسبات تراجم البخاري ولم يتعرضوا لذلك، وفيهم ابن المنير حيث لم يذكر مناسبة لذلك. المتواري (ص: ٥٦)، وكذا لم يذكر بدر الدين ابن جماعة.

فإن قيل: قوله ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ ﴾ يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه. فالجواب: أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب، فقد يعلم المرا الذنب ولكن لا يعلم أنه كبير، كما قيل في قوله: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي: عندهما، ثم قال: "وإنه لكبير، أي: في نفس الأمر. وأجاب القاضي أبوبكربن/ العربي: بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد في الثاني إذا قصد في الأول؛ لأن مراعاة القصد إنما هو في الأول ثم يسترسل حكم النية الأولى على مؤتنف العمل وإن عزب القصد خيرًا كان أو شرًا. والله أعلم.

قوله: (وعسى أن يكون خيرًا) أي: وإن كان عدم الرفع أزيد خيرًا وأولى منه؛ لأنه متحقق فيه، لكن في الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب، لكونه سببًا لزيادة الاجتهاد في التماسها، وإنما حصل ذلك ببركة الرسول على التماسها، وإنما حصل ذلك ببركة الرسول الله المسلمة المسلمة

قوله: (في السبع والتسع) كذا في معظم الروايات بتقديم السبع التي أولها السين على التسع، ففيه إشارة إلى أن رجاءها في السبع أقوى للاهتمام بتقديمه، ووقع عند أبي نعيم في المستخرج بتقديم التسع على ترتيب التدلي. واختلف في المراد بالتسع وغيرها فقيل: لتسع يمضين من العشر وقيل: لتسع يبقين من الشهر. وسنذكر بسط هذا في محله حيث ذكره المصنف في كتاب الاعتكاف (1) إن شاءالله تعالى.

«الإيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَبِلِقَاثِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ»، قَالَ: مَا الإسلامُ؟

<sup>(</sup>۱) (٥/ ٤٧١)، كتاب فضل ليلة القدر، باب٤، ح٢٠٢٣.

قَالَ: «الإسلامُ أَنْ تَعْبُكَ اللَّهُ وَلا تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤَدِّيَ الرَّكاةَ الْمَغُرُوضَةَ، وَتَصُومَ وَمَضَانَ»، قَالَ: مَا الإخْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُكَ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: مَنَ السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبِّهَا؟ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُحُواهُ الإبلَهُ مُ فِي الْبُسْنَيَانِ، فِي خَمْسٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلا اللَّهُ»، ثُمَّ تَلا النَّبِيُ عَلَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدُمُ عِلْمُ السَّاعَةِ . . . ﴾ الآية [لقمان: ٣٤]، ثُمَّ أَذْبَرَ. فَقَالَ: «رُدُوهُ»، فَلَمْ يَرَوْاهَ سُنِنًا. فَقَالَ: «هَذَا جَبْرِيلُ جَاءَيُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ».

قَالَ أَبُوعَبْد اللَّهِ: جَعَلَ ذَلِك كُلَّهُ مِنَ الإيمَانِ.

[الحديث ٥٠ \_طرفه في: ٧٧٧٤]

قوله: (بأب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام...) إلخ، تقدم أن المصنف يرى أن الإيمان والإسلام الإيمان والإسلام الإيمان والإسلام والإسلام عبارة عن معنى واحد، فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي تغايرهما، وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة، والإسلام إظهار أعمال مخصوصة، أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته.

قوله: (وبيان) أي: مع بيان أن الاعتقاد والعمل دين. وقوله: (وما بيّن) أي: مع ما بيّن للوفد أن الإيمان هو الإيمان هو الله الله الإسلام هيئة وقوله: (وقول الله) أي: مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين، ودل عليه خبر أبي سفيان أن الإيمان هو الدين، فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان أمر واحد. هذا محصل كلامه، وقد نقل أبو عوانة الإسفرايني/ في صحيحه عن المزني صاحب الشافعي الجزم بأنهما عبارة عن معنى واحد، وأنه سمع ذلك منه، وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهما، ولكل من القولين أدلة متعارضة، وقال الخطابي (۱۱): صنف في المسألة إمامان كبيران، وأكثرا من الأدلة للقولين، وتباينا في وقال الخطابي (۱۱): صنف في المسألة إمامان كبيران، وأكثرا من الأدلة للقولين، وتباينا في ولكل، والحق: أن بينهما عمومًا وخصوصًا، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنًا. انتهى كلامه ملخصًا، ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معًا، بخلاف الإيمان فإنه يطلق عليها معًا، بخلاف الإيمان فإنه يطلق عليهما معًا.

ويرد عليه قوله تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣] فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معًا؛ لأن العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي. وبهذا استدل المزني

<sup>(</sup>١) الأعلام (١/١٦٠).

وأبو محمد البغوي فقال في الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي على الإسلام هنا اسمًا لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد، وليس ذاك لأن الأعمال ليست من الإيمان، ولا لأن التصديق ليس من الإسلام، بل ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد وجماعها الدين، ولهذا قال على : ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ الله يَنا الله علمكم دينكم » وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ وِينًا فَلَن يُقبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه.

والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية، كما أن لكل منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له، فكما أن العامل لا يكون مسلمًا كاملاً إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنًا كاملاً إلا إذا عمل، وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس، أو يطلق أحدهما على إرادتهما معًا فهو على سبيل المجاز، ويتبين المراد بالسياق، فإن وردا معًا في مقام السؤال حملاً على الحقيقة، وإن لم يردا معًا أو لم يكن في مقام سؤال، أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن. وقد حكى ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة، قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران، فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه. وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر، أنهم سووا بينهما على ما في حديث عبد القيس (١)، وما حكاه اللالكائي وابن السمعاني عن أهل السنة: أنهم فرقوا بينهما على ما في حديث جبريل. والله الموفق.

قوله: (وعلم الساعة) تفسير منه للمراد بقول جبريل في السؤال «متى الساعة؟» أي: متى علم الساعة؟ ولا بد من تقدير محذوف آخر، أي: متى علم وقت الساعة؟

قوله: (وبيان النبي على) هو مجرور لأنه معطوف على (علم) المعطوف على (سؤال) المجرور بالإضافة، فإن قيل: لم يبين النبي على وقت الساعة، فكيف قال: وبيان النبي على له؟ فالجواب: أن المراد بالبيان بيان أكثر المسؤول عنه فأطلقه؛ لأن حكم معظم الشيء حكم كله، أو جعل الحكم في علم الساعة بأنه لا يعلمه إلا الله بيانًا له.

قوله: (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو البصري المعروف بابن علية، قال: أخبرنا أبو حيان التميمي. وأورده المصنف في تفسير سورة لقمان (٢) من حديث جرير بن عبد الحميد عن أبي

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٣٢)، كتاب الإيمان، باب٤٠ م٥٣٥.

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ۵۸۵)، كتاب التفسير، باب۲، ح۷۷۷.

حيان المذكور، ورواه مسلم من وجه آخر عن جرير أيضًا عن عمارة بن القعقاع. ورواه أبو داود والنسائي من حديث جرير أيضًا عن أبي فروة، ثلاثتهم عن أبي زرعة عن أبي هريرة. زاد أبو فروة: وعن أبي ذر أيضًا، وساق حديثه عنهما جميعًا. وفيه فوائد زوائد سنشير إليها إن شاء الله تعالى.

ولم أر هذا الحديث من رواية أبي هريرة إلا عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير هذا عنه ، ولم يخرجه البخاري إلا من طريق أبي حيان عنه ، وقد أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وفي سياقه فوائد زوائد أيضًا ، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته ، فمشهوره رواية كهمس بسين مهملة قبلها ميم مفتوحة ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر بفتح الميم أوله ياء تحتانية مفتوحة عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب ، رواه عن كهمس جماعة / من الحفاظ ، وتابعه مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة لكنه وتابعه سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر ، وكذا رواه عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة لكنه قال : عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن معًا عن ابن عمر عن عمر . زاد فيه حميدًا ، وحميد له في الرواية المشهورة ذكر لارواية .

وأخرج مسلم هذه الطرق ولم يسق منها إلا متن الطريق الأولى وأحال الباقي عليها، وبينها اختلاف كثير سنشير إلى بعضه، فأما رواية مطر فأخرجها أبو عوانة في صحيحه وغيره، وأما رواية عثمان بن غياث رواية سليمان التيمي فأخرجها أبن خزيمة في صحيحه وغيره، وأما رواية عثمان بن غياث فأخرجها أحمد في مسنده، وقد خالفهم سليمان بن بريدة أخو عبد الله، فرواه عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر قال: بينما نحن عند النبي على في الحلية من مسند ابن عمر لا من روايته عن أبيه، أخرجه أحمد أيضًا . وكذا رواه أبو نعيم في الحلية من طريق عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر، وكذا روي من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر، أخرجه الطبراني، وفي الباب عن أنس أخرجه البزار والبخاري في خلق أفعال العباد (۱۱)، وإسناده حسن، وعن جرير البجلي، أخرجه أبو عوانة في صحيحه وفي إسناده خالد بن يزيد وهو العمري ولا يصلح جرير البجلي، أخرجه أبو عوانة في صحيحه وفي إسناده خالد بن يزيد وهو العمري ولا يصلح برير البجلي، أخرجه أبو عوانة في عامر الأشعري، أخرجهما أحمد وإسنادهما حسن، وفي كل للصحيح، وعن ابن عباس وأبي عامر الأشعري، أخرجهما أحمد وإسنادهما حسن، وفي كل من هذه الطرق فوائد سنذكرها إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام على حديث الباب.

وإنما جَمَعْتُ طرقها هنا وعزوتها إلى مُخْرِجِيها لتسهيل الحوالة عليها، فرارًا من التكرار المباين لطريق الاختصار. والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) (ص: ۳۸).

قوله: (كان النبي على بارزًا يومًا للناس) أي: ظاهرًا لهم غير محتجب عنهم، ولا ملتبس بغيره، والبروز الظهور، وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك، فإن أوله: كان رسول الله على يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو؟! فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه، قال: فبنينا له دكانًا من طين كان يجلس عليه. انتهى. واستنبط منه القرطبي (١) استحباب جلوس العالم بمكان يختص به، ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه.

قوله: (فأتاه رجل) أي: ملك في صورة رجل، وفي التفسير (٢) للمصنف: إذ أتاه رجل يمشي. ولأبي فروة: فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل، أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحًا، كأن ثيابه لم يمسها دنس. ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر: بينما نحن ذات يوم عند رسول الله عليه إذ طلع علينا رجل، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وفي رواية ابن حبان: سواد اللحية، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي عليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وفي رواية لسليمان التيمي: ليس عليه سحناء السفر، وليس من البلد، فتخطى حتى برك بين يدي النبي عليه كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي عليه . وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري: ثم وضع يده على ركبتي النبي الله النبي الن

فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله: على فخذيه. يعود على النبي، وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية، ورجحه الطيبي بحثًا لأنه نسق الكلام خلافًا لما جزم به النووي (٣)، ووافقه التوربشتي لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه. وهذا وإن كان ظاهرًا من السياق، لكن وضعه يديه على فخذ النبي على صنيع منبه للإصغاء إليه، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل، والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب، ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي على كما تقدم، ولهذا استغرب الصحابة صنيعه، ولأنه ليس من أهل البلد، وجاء ماشيًا ليس عليه أثر سفر.

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ٤٨٥)، كتاب التفسير، باب ۲، ح ٤٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) المنهاج (١٥٦/١).

فإن قيل: كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم؟ أجيب: بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه، أو إلى صريح قول الحاضرين. قلت: وهذا الثاني أولى؛ فقد جاء كذلك في رواية/ عثمان بن غياث، فإن فيها: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا. وأفاد مسلم في رواية عمارة بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث، فعنده في أوله: قال رسول الله على: «سلوني»، فهابوا أن يسألوه، قال: فجاء رجل. ووقع في رواية ابن منده من طريق يزيد بن زريع عن كهمس: بينا رسول الله على يخطب إذ جاءه رجل فكأن أمره لهم بسؤاله وقع في خطبته وظاهره أن مجيء الرجل كان في حال الخطبة، فإما أن يكون وافق انقضاءها، أو كان ذكر ذلك القدر جالسًا وعبر عنه الراوي بالخطبة.

قوله: (فقال) زاد المصنف في التفسير (۱): يا رسول الله ، ما الإيمان؟ فإن قيل: فكيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟ أجيب: بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمره ، أو ليبين أن ذلك غير واجب ، أو سلم فلم ينقله الراوي . قلت: وهذا الثالث هو المعتمد ، فقد ثبت في رواية أبي فروة ، ففيها بعد قوله : كأن ثيابه لم يمسها دنس ، حتى سلم من طرف البساط فقال : السلام عليك يا محمد ، فرد عليه السلام ، قال : أدنو يا محمد ؟ قال : «ادن» ، فما زال يقول : أدنو مرارًا ويقول له : «ادن» ، ونحوه في رواية عطاء عن ابن عمر ، لكن قال : السلام عليك يا رسول الله أدنو منك ؟ قال : «ادن» ، ولم يذكر السلام .

فاختلفت الروايات، هل قال له: يا محمد أو يا رسول الله؟ هل سلم أو لا؟ ، فأما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه ، وقال القرطبي (٢) بناء على أنه لم يسلم وقال يا محمد: إنه أراد بذلك التعمية ، فصنع صنيع الأعراب. قلت: ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أو لا بندائه باسمه لهذا المعنى ، ثم خاطبه بقوله: يا رسول الله . ووقع عند القرطبي (٣) أنه قال: السلام عليكم يا محمد . فاستنبط منه أنه يستحب للداخل أن يعمم بالسلام ثم يخصص من يريد تخصيصه . انتهى . والذي وقفت عليه من الروايات إنما فيه الإفراد وهو قوله: السلام عليك يا

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۵۸۵)، كتاب التفسير، باب، ح٧٧٧.

<sup>(</sup>٢) المفهم (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) المفهم (١/ ١٣٨ ، ١٣٩).

114

قوله: (ما الإيمان؟) قيل: قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل، وثَنَى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوى، وثَلَثَ بالإحسان لأنه متعلق بهما، وفي رواية عمارة بن القعقاع: بدأ بالإسلام لأنه بالأمر الظاهر، وثنى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن. ورجح هذا الطيبي لما فيه من الترقي، ولا شك أن القصة واحدة اختلف الرواة في تأديتها، وليس في السياق ترتيب، ويدل عليه رواية مطر الوراق فإنه بدأ بالإسلام، وثنى بالإحسان، وثلث بالإيمان، فالحق أن الواقع أمر واحد، والتقديم والتأخير وقع من الرواة. والله أعلم.

قوله: (قال: الإيمان أن تؤمن بالله...) إلخ، دل الجواب أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن معنى لفظه، وإلا لكان الجواب: الإيمان التصديق. وقال الطيبي: هذا يوهم التكرار، وليس كذلك، فإن قوله: أن تؤمن بالله مُضَمَن معنى أن تعترف به، ولهذا عدّاه بالباء، أي: أن تصدق معترفًا بكذا. قلت: والتصديق أيضًا يعدى بالباء، فلا يحتاج إلى دعوى التضمين. وقال الكرماني (۱): ليس هو تعريفًا للشيء بنفسه، بل المراد من المحدود الإيمان الشرعي، ومن الحد الإيمان اللغوي. قلت: والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان، للاعتناء بشأنه تفخيمًا لأمره، ومنه قوله تعالى: ﴿ قُلْ يُعْيِبُهَا اللّذِي أَنشَاهاً أَوَّلُ مَرَّةً ﴾ [يس : ٢٧] في جواب: ﴿ مَن يُحِي الْمِعْكُم مَوْهِي رَمِيكُم الله السرعي تصديق مخصوص، وإلا لكان الجواب: الإيمان التصديق. فكأنه قال: الإيمان الشرعي تصديق مخصوص، وإلا لكان الجواب: الإيمان التصديق. والإيمان بالله هو التصديق بوجوده وأنه متصف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص.

قوله: (وملائكته) الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله تعالى: ﴿ عِبَادٌ مُكْرَمُوبَ فَ إِلاَنبِياء: ٢٦] وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظرًا للترتيب الواقع؛ لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول، وليس فيه متمسك لمن فضل الملك على الرسول.

قوله: (وكتبه) هذه عند الأصيلي هنا، واتفق الرواة على ذكرها في التفسير، والإيمان بكتبالله التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته/ حق.

قوله: (وبلقائه) كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل، وكذا لمسلم من الطريقين، ولم تقع في بقية الروايات. وقد قيل: إنها مكررة؛ لأنها داخلة في الإيمان بالبعث. والحق أنها غير مكررة، فقيل: المراد بالبعث القيام من القبور، والمراد باللقاء ما بعد ذلك، وقيل: اللقاء

<sup>(1) (1/391).</sup> 

يحصل بالانتقال من دار الدنيا، والبعث بعد ذلك. ويدل على هذا رواية مطر الوراق فإن فيها: «وبالموت وبالبعث بعد الموت»، وكذا في حديث أنس وابن عباس. وقيل: المراد باللقاء رؤية الله. ذكره الخطابي (١)، وتعقبه النووي (٢) بأن أحدًا لا يقطع لنفسه برؤية الله، فإنها مختصة بمن مات مؤمتًا، والمرولا يدري بم يختم له، فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟! وأجيب: بأن المراد الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمر، وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، إذ جعلت من قواعد الإيمان.

قوله: (ورسله) وللأصيلي: «وبرسله»، ووقع في حديث أنس وابن عباس: «والملائكة والكتاب والنبيين»، وكل من السياقين في القرآن في البقرة، والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من غير عكس. والإيمان بالرسل: التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله، ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل، إلا من ثبت تسميته فيجب الإيمان به على التعيين، وهذا الترتيب مطابق للآية: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ المواد من والبقرة: هَنْ الله، ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده، والمتلقي لذلك منهم الأنبياء، والواسطة بين الله وبينهم الملائكة.

قوله: (وتؤمن بالبعث) زاد في التفسير (٣): «الآخر» ولمسلم في حديث عمر: «واليوم الآخر» فأما البعث الآخر، فقيل: ذكر الآخر تأكيدًا كقولهم: أمس الذاهب، وقيل: لأن البعث وقع مرتين: الأولى: الإخراج من العدم إلى الوجود، أو من بطون الأمهات بعد النطفة، والعلقة إلى الحياة الدنيا، والثانية: البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار. وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة، والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار، وقد وقع التصريح بذكر الأربعة بعد ذكر البعث في رواية سليمان التيمي وفي حديث ابن عباس أيضًا.

(فائدة): زاد الإسماعيلي في مستخرجه هنا: «وتؤمن بالقدر»، وهي في رواية أبي فروة أيضًا، وكذا لمسلم من رواية عمارة بن القعقاع، وأكده بقوله: «كله»، وفي رواية كهمس

<sup>(</sup>١) الأعلام(١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>۲) المنهاج (۱۲۱/۱).

<sup>(</sup>٣) (١٠/ ٤٨٥)، كتاب التفسير، باب٢، - ٤٧٧٧.

وسليمان التيمي: «وتؤمن بالقدر خيره وشره» وكذا في حديث ابن عباس، وهو في رواية عطاء عن ابن عمر بزيادة: «وحلوه ومره من الله»، وكأن الحكمة في إعادة لفظ: «وتؤمن» عند ذكر البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر مما يؤمن به، لأن البعث سيوجد بعد، وما ذكر قبله موجود الآن، وللتنويه بذكره لكثرة من كان ينكره من الكفار، ولهذا كثر تكراره في القرآن. وهكذا الحكمة في إعادة لفظ: «وتؤمن» عند ذكر القدر كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف، فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن، ثم قرره بالإبدال بقوله: «خيره وشره وحلوه ومره» ثم زاده تأكيدًا بقوله في الرواية الأخيرة: «من الله».

والقدر مصدر، تقول: قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها، أقدره بالكسر، والفتح قدرًا وقدرًا، إذا أحطت بمقداره. والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته، هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين، إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة. وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت/ أنا وحميد الحميري، فذكر اجتماعهما بعبد الله بن عمر، وأنه سأله عن ذلك، فأخبره بأنه بريء ممن يقول ذلك، وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملاً.

وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارئ عالمًا بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم، وإنما يعلمها بعد كونها، قال القرطبي (١) وغيره: قد انقرض هذا المذهب، ولا نعرف أحدًا ينسب إليه من المتأخرين. قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم، وواقعة منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبًا باطلاً أخف من المذهب الأول، وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارًا من تعلق القديم بالمحدث، وهم مخصومون بما قال الشافعي: إن سلم القدري العلم خصم، يعني: يقال له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة، وإن أجاز لزمه نسبة الجهل. تعالى الله عن ذلك.

(تنبيه): ظاهر السياق يقتضى أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق بجميع ما ذكر، وقد

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ١٣٢).

اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله، ولا اختلاف؛ لأن الإيمان برسول الله، المرادبه الإيمان بوجوده وبما جاءبه عن ربه، فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك. والله أعلم.

قوله: (أن تعبد الله) قال التووي<sup>(1)</sup>: يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله، فيكون عطف الصلاة وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقاً، فيدخل فيه جميع الوظائف، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص على العام. قلت: أما الاحتمال الأول فبعيد؛ لأن المعرفة من متعلقات الإيمان، وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية، وقد عبر في حديث عمر هنا بقوله: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله» فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب النطق بالشهادتين، وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني. ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله: «ولا تشرك به شيئا» ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذلك.

فإن قيل: السؤال عام لأنه سأل عن ماهية الإسلام، والجواب خاص لقوله: أن تعبد أو تشهد، وكذا قال في الإيمان: أن تؤمن، وفي الإحسان أن تعبد. والجواب: أن ذلك لنكتة الفرق بين المصدر وبين أن والفعل؛ لأن «أن تفعل» تدل على الاستقبال، والمصدر لا يدل على زمان، على أن بعض الرواة أورده هنا بصيغة المصدر، ففي رواية عثمان بن غياث قال: «شهادة أن لا إله إلا الله» وكذا في حديث أنس، وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك، بل المراد تعليم السامعين الحكم في حقهم وحق من أشبههم من المكلفين، وقد تبين ذلك بقوله في آخره: «يعلم الناس دينهم».

فإن قيل: لم لم يذكر الحج؟ أجاب بعضهم: باحتمال أنه لم يكن فرض، وهو مردود بما رواه ابن منده في كتاب الإيمان بإسناده الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي في حديث عمر أوله: «أن رجلاً في آخر عمر النبي على جاء إلى رسول الله على فذكر الحديث بطوله، وآخر عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع فإنها آخر سفراته، ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثة أشهر مات، وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين التي بلَّغها متفرقة في مجلس واحد، لتنضبط. ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع، وأما الحج فقد ذكر، لكن بعض الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه.

<sup>(</sup>١) المنهاج (١/١٦٢).

قوله: (وتقيم الصلاة) زاد مسلم: «المكتوبة» أي: المفروضة، وإنما عبر بالمكتوبة للتفنن في العبارة، فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة، ولاتباع قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَنْبًا مُوقُوتًا ﴿ إِنَّ ٱلسَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَنْبًا مُوقُوتًا ﴿ إِنَّ النساء: ١٠٣].

قوله: (وتصوم رمضان) استدل به على قول: (رمضان) من غير إضافة شهر إليه، وستأتي المسألة في كتاب الصيام (١) إن شاء الله تعالى .

قوله: (الإحسان) هو مصدر، تقول: أحسن يحسن إحسانًا، ويتعدى بنفسه وبغيره تقول: أحسنت كذا إذا أتقنته، و: أحسنت إلى فلان، إذا أوصلت إليه النفع، والأول هو المراد؛ لأن المقصود إتقان العبادة، وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلاً محسن بإخلاصه إلى نفسه، وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود. وأشار في الجواب إلى حالتين: أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه وهو قوله: «كأنك تراه» أي: وهو يراك، والثانية: أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل، وهو قوله: «فإنه يراك»، وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته، وقد عبر في رواية عمارة بن القعقاع بقوله: «أن تخشى الله كأنك تراه» وكذا في حديث أنس.

وقال النووي<sup>(۲)</sup>: معناه أنك إنما تراعى الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك، لكونه يراك لا لكونك تراه فهو دائمًا يراك، فأحسن عبادته وإن لم تره، فتقدير الحديث: فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. قال: وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين، وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها على وقد ندب أهل التحقيق إلى

<sup>(</sup>١) (٥/ ٢٢٧)، كتاب الصوم، باب٥.

<sup>(</sup>٢) المنهاج (١/١٥٧).

مجالسة الصالحين، ليكون ذلك مانعًا من التلبس بشيء من النقائص احترامًا لهم واستحياءً منهم، فكيف بمن لا يؤال الله مطلعًا عليه في سره وعلانيته. انتهى. وقد سبق إلى أصل هذا. القاضى عياض (١) وغيره وسيأتى مزيد لهذا في تفسير لقمان (٢) إن شاء الله تعالى.

(تنبيه): دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة، وأما رؤية النبي على فذاك لدليل آخر، وقد صرح مسلم في روايته من حديث أبي أمامة بقوله والمحديث النبي الخير الحديث المحروا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»، وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم فقال: فيه إشارة إلى مقام المحو والفناء، وتقديره: فإن لم تكن أي: فإن لم تصر شيئًا وفنيت عن نفسك حتى كأنك ليس بموجود فإنك حينئذ تراه. وغفل قائل هذا للجهل بالعربية عن نفسك حتى كأنك ليس بموجود فإنك حينئذ تراه وغفل قائل هذا للجهل بالعربية عن أنه لو كان المراد ما زعم لكان قوله: «تراه» محذوف الألف؛ لأنه يصير مجزومًا، لكونه على زعمه جواب الشرط، ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف الألف، ومن ادعى أن إثباتها في الفعل المجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليه إذ لا ضرورة هنا، وأيضًا فلو كان ما ادعاه صحيحًا لكان قوله: «فإنه يراك» ضائعًا؛ لأنه لا ارتباط له بما قبله، ومما يفسد فلو كان ما ادعاه صحيحًا لكان قوله: «فإنه يراك» ضائعًا؛ لأنه لا ارتباط له بما قبله، ومما يفسد تأويله رواية كهمس فإن لفظها: «فإنك إن لا تراه فإنه يراك» وكذلك في رواية سليمان التبمي، فسلط النفي على الرؤية لا على الكون الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكور، وفي رواية أبي فروة: «فإن لم تره فإنه يراك» ونحوه في حديث أنس وابن عباس، وكل هذا يبطل التأويل المتقدم. والله أعلم.

(فائدة): زاد مسلم في رواية عمارة بن القعقاع قول السائل: «صدقت» عقب كل جواب من الأجوبة الثلاثة، وزاد أبو فروة في روايته: «فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه» وفي رواية كهمس: «فعجبنا له يسأله ويصدقه»، وفي رواية مطر: «انظروا إليه كيف يسأله، وانظروا إليه لي يصدقه» وفي حديث أنس: «انظروا وهو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم/ منه». وفي رواية من يصدقه أن بن بريدة: «قال القوم: ما رأينا رجلاً مثل هذا، كأنه يُعَلِّم رسول الله على يقول له: صدقت صدقت»، قال القرطبي (٣): إنما عجبوا من ذلك لأن ما جاء به النبي على لا يعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي على ولا بالسماع منه، ثم هو يسأل سؤال عارف

<sup>(</sup>١) الإكمال(١/٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ٤٨٥)، كتاب التفسير (لقمان، باب٢، - ٤٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) المفهم (١/ ١٥١).

بما يسأل عنه لأنه يخبره بأنه صادق فيه، فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك. والله أعلم.

قوله: (متى الساعة؟) أي: متى تقوم الساعة؟ وصرح به في رواية عمارة بن القعقاع، واللام للعهد، والمراديوم القيمة.

قوله: (ما المسؤول عنها) «ما» نافية، وزاد في رواية أبي فروة: «فنكس فلم يجبه، ثم أعاد فلم يجبه، ثم أعاد فلم يجبه ثلاثًا، ثم رفع رأسه فقال: ما المسؤول».

قوله: (بأعلم) الباء زائدة لتأكيد النفي، وهذا وإن كان مشعرًا بالتساوي في العلم، لكن المراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها لقوله بعد: «خمس لا يعلمها إلا الله» وسيأتي نظير هذا التركيب في أواخر الكلام على هذا الحديث في قوله: «ما كنت بأعلم به من رجل منكم» فإن المراد أيضًا التساوي في عدم العلم به. وفي حديث ابن عباس هنا فقال: «سبحان الله، خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا الآية. قال النووي (۱۱): يستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه، ولا يكون في ذلك نقص من مرتبته، بل يكون ذلك دليلاً على مزيد ورعه. وقال القرطبي (۱۲): مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن وقت الساعة، لأنهم قد أكثر وا السؤال عنها كما ورد في كثير من الآيات والأحاديث، فلما حصل الجواب بما ذكر هنا حصل اليأس من معرفتها، بخلاف الأسئلة الماضية، فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا بها، ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن.

قوله: (من السائل) عدل عن قوله لست بأعلم بها منك إلى لفظ يشعر بالتعميم تعريضًا للسامعين، أي: أن كل مسؤول وكل سائل فهو كذلك.

(فائدة): هذا السؤال والجواب وقع بين عيسى ابن مريم وجبريل<sup>(٣)</sup>، لكن كان عيسى سائلاً وجبريل مسؤولاً، قال الحميدي في نوادره: حدثنا سفيان حدثنا مالك بن مغول عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي قال: سأل عيسى ابن مريم جبريل عن الساعة، قال فانتفض بأجنحته وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.

<sup>(</sup>١) المنهاج (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) المفهم (١/١٥٣).

<sup>(</sup>٣) لا ينبغي الجزم بوقوع هذا من عيسى؛ لأن كلام الشعبي لا تقوم به حجة. وإن كان نقله عن بني إسرائيل فكذلك، وإنما يذكر مثل هذا بصيغة التمريض كما هو المقرر في علم مصطلح الحديث. والله أعلم. [ابن باز].

قوله: (وسأخبرك عن أشراطها) وفي التفسير: "ولكن سأحدثك"، وفي رواية أبي فروة: "ولكن لها علامات تُغرَف بها"، وفي رواية كهمس: "قال: فأخبرني عن أمارتها. فأخبره بها فترددنا" فحصل التردد، هل ابتدأه بذكر الأمارات أو السائل سأله عن الأمارات؟! ويجمع بينهما بأنه ابتدأ بقوله: وسأخبرك، فقال له السائل: فأخبرني. ويدل على ذلك رواية سليمان التيمي ولفظها: "ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها، قال: أجل" ونحوه في حديث ابن عباس وزاد: "فحدثني" وقد حصل تفصيل الأشراط من الرواية الأخرى وأنها العلامات، وهي بفتح الهمزة جمع شرط بفتحتين كقلم وأقلام، ويستفاد من اختلاف الروايات أن التحديث والإخبار والإنباء بمعنى واحد، وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحًا، قال القرطبي (۱): علامات الساعة على قسمين: ما يكون من نوع المعتاد، أو غيره، والمذكور هنا الأول، وأما الغير مثل طلوع الشمس من مغربها، فتلك مقاربة لها أو مضايقة، والمراد هنا العلامات السابقة على ذلك. والله أعلم.

قوله: (إذا ولدت) التعبير بإذا للإشعار بتحقق الوقوع، ووقعت هذه الجملة بيانًا للأشراط نظرًا إلى المعنى، والتقدير: ولادة الأمة وتطاول الرعاة، فإن قيل: الأشراط جمع وأقله ثلاثة على الأصح والمذكور هنا اثنان! أجاب الكرماني (٢): بأنه قد تستقرض القلة للكثرة، وبالعكس، ولا لأن الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في النكرات لا في المعارف، أو لفقد جمع الكثرة للفظ الشرط. وفي جميع هذه الأجوبة نظر، ولو أجيب: بأن هذا دليل القول الصائر إلى أن أقل الجمع اثنان لما بعد عن الصواب، والجواب المرضي: أن المذكور من الأشراط ثلاثة، وإنما بعض الرواة اقتصر على اثنين منها؛ لأنه هنا ذكر الولادة والتطاول، وفي التفسير ذكر الولادة وتروس الحفاة، وفي رواية محمد بن بشر التي أخرج مسلم إسنادها وساق ابن خزيمة لفظها عن أبي حيان ذكر الثلاثة، وكذا في مستخرج الإسماعيلي من طريق ابن علية، وكذا ذكرها عمارة بن القعقاع، ووقع مثل ذلك في حديث عمر، ففي رواية كهمس ذكر الولادة والتطاول فقط ووافقه عثمان بن غياث، وفي رواية سليمان التيمي ذكر الثلاثة ووافقه عطاء الخراساني، وكذا ذكرت في حديث ابن عباس وأبي عامر.

قوله: (إذا ولدت الأمة ربها) وفي التفسير: «ربتها» بتاء التأنيث، وكذا في حديث عمر،

177

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>Y) (I\API).

ولمحمد بن بشر مثله وزاد: "يعني السراري"، وفي رواية عمارة بن القعقاع: "إذا رأيت المرأة تلد ربها" ونحوه لأبي فروة، وفي رواية عثمان بن غياث: "الإماء أربابهن" بلفظ الجمع، والمراد بالرب المالك أو السيد، وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في معنى ذلك: قال ابن التين: اختلف فيه على سبعة أوجه. فذكرها لكنها متداخلة، وقد لخصتها بلا تداخل فإذا هي أربعة أقوال: الأول: قال الخطابي (١): معناه اتساع الإسلام، واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها، كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. قال النووي (٢) وغيره: إنه قول الأكثرين. قلت: لكن في كونه المراد نظر؛ لأن استيلاد الإماء كان موجودًا حين المقالة، والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري، وقع أكثره في صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة.

وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه بأخص من الأول، قال: أن تلد العجم العرب، ووجّهه بعضهم بأن الإماء يلدن الملوك، فتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته، وهذا لإبراهيم الحربي، وقربه بأن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبًا من وطء الإماء ويتنافسون في الحرائر، ثم انعكس الأمر ولاسيما في أثناء دولة بني العباس، ولكن رواية ربتها بتاء التأنيث قد لا تساعد على ذلك. ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز؛ لأنه لما كان سببًا في عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك، وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر، فقد يسبى الولد أو لا وهو صغير، ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسًا بل ملكًا، ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها عارفًا بها، أو وهو لا يشعر أنها أمه، فيستخدمها أو يتخذها موطوءة أو يعتقها ويتزوجها، وقد جاء في بعض الروايات: «أن تلد الأمة بعلها» وهي عند مسلم فحمل على هذه الصورة. وقيل المراد: بالبعل المالك وهو أولى لتنفق الروايات.

الثاني: أن تبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك. وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط، غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد، أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. فإن قيل: هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل عليها؛ لأنه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز! قلنا: يصلح أن يحمل على

<sup>(</sup>١). الأعلام (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (١٥٨/١).

صورة اتفاقية كبيعها في حال حملها ، فإنه حرام بالإجماع .

الثالث: وهو من نمط الذي قبله، قال النووي(١): لا يختص شراء الولد أمه بأمهات الأولاد، بل يتصور في غير هن بأن تلد الأمة حرّا من غير سيدها بوطء شبهة، أو رقيقًا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعًا صحيحًا، وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها. ولا يعكر على هذا تفسير محمد بن بشر، بأن المراد السراري لأنه تخصيص بغير دليل.

الرابع: أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب / والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازًا لذلك، أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة. وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربّى مربيًا والسافل عاليًا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: أن تصير الحفاة ملوك الأرض.

(تنبيهان): أحدهما: قال النووي (٢): ليس فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه، وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين؛ لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على حظر ولا إباحة. الثاني: يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك في قوله: «ربها» وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح (٢): «لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضى ربك، اسق ربك، وليقل سيدي ومولاي» بأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة، أو المراد بالرب هنا المربي، وفي المنهي عنه السيد، أو أن النهي عنه متأخر، أو مختص بغير الرسول على .

قوله: (تطاول) أي: تفاخروا في تطويل البنيان، وتكاثروابه.

قوله: (رعاة الإبل) هو بضم الراء جمع راع كقضاة وقاض، و(البُهم) بضم الموحدة، ووقع في رواية الأصيلي بفتحها، ولا يتجه مع ذكر الإبل وإنما يتجه مع ذكر الشياه أو مع عدم الإضافة كما في رواية مسلم «رعاء البهم»، وميم البهم في رواية البخاري يجوز ضمها على أنها صفة الإبل يعنى: الإبل السود، وقيل: إنها شر الألوان

<sup>(</sup>١) المنهاج (١/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (١/٨٥١).

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٣٨٣)، كتاب الرقاق، باب١٧، ح٢٥٥٢، بدون قوله: اسقربك.

عندهم، وخيرها الحُمْر التي ضرب بها المثل فقيل: «خير من حُمْر النعم» ووصف الرعاة بالبهم إما لأنهم مجهولو الأنساب، ومنه أبهم الأمر فهو مبهم، إذا لم تعرف حقيقته. وقال القرطبي (۱): الأولى أن يحمل على أنهم سودالألوان؛ لأن الأدمة غالب ألوانهم، وقيل معناه: أنهم لا شيء لهم كقوله على الناس حفاة عراة بهمًا» قال: وفيه نظر؛ لأنه قد نسب لهم الإبل، فكيف يقال: لا شيء لهم؟ قلت: يحمل على أنها إضافة اختصاص لا ملك، وهذا هو الغالب أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة، وأما المالك فقلً أن يباشر الرعى بنفسه.

قوله في التفسير (٢): "وإذا كان الحفاة العراة"، زاد الإسماعيلي في روايته: "الصم البكم"، وقيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم بالجهل، أي: لم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم في الشيء من أمر دينهم، وإن كانت حواسهم سليمة. قوله: "رءوس الناس" أي: ملوك الأرض، وصرح به الإسماعيلي، وفي رواية أبي فروة مثله، والمراد بهم أهل البادية، كما صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره، قال: ما الحفاة العراة؟ قال: العُريب، وهو بالعين المهملة على التصغير، وفي الطبراني من طريق أبي حمزة عن ابن عباس مرفوعًا: "من انقلاب الدين تفصح النبط واتخاذهم القصور في الأمصار"، قال القرطبي (٣): المقصود الإخبار عن تبدل الحال، بأن يستولي أهل البادية على الأمر، ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم، وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به، وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان، ومنه الحديث الآخر: "لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع" ومنه: "إذا وسد الأمر-أي أسند\_إلى غير أهله فانتظر واالساعة" وكلاهما في الصحيح.

قوله: (في خمس) أي: علم وقت الساعة داخل في جملة خمس، وحذف متعلق الجار سائغ كما في قوله تعالى: ﴿ فِ تِسْعِ ءَايَنتٍ ﴾ [النمل: ١٢] أي: اذهب إلى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات، وفي رواية عطاء الخراساني: «قال فمتى الساعة؟ قال: هي في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله» قال القرطبي (٤): لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة لهذا الحديث، وقد فسر النبي ﷺ قول الله تعالى: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا آلَا الله عَلمُهَا لَهُ الله عَلمُهُا المُحمسة لهذا الحديث، وقد فسر النبي ﷺ قول الله تعالى: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا المُحمسة لهذا الحديث،

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ٤٨٦)، كتاب التفسير، باب٢، ح٧٧٧.

<sup>(</sup>٣) المفهم (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٤) المفهم (١/ ١٥٥، ١٥٦).

الآهو الأنعام: ٥٩]/ بهذه الخمس وهو في الصحيح. قال: فمن ادعى علم شيء منها غير مسندة إلى رسول الله كان كاذبًا في دعواه. قال: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره، إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجُعْل وإعطائها في ذلك، وجاء عن ابن مسعود قال: أوتي نبيكم على علم كل شيء سوى هذه الخمس. وعن ابن عمر مرفوعًا نحوه. أخرجهما أحمد، وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه فقال: إنما الغيب خمس وتلا هذه الآية وماعدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم.

(تنبيه): تضمن الجواب زيادة على السؤال للاهتمام بذلك إرشادًا للأمة لما يترتب على معرفة ذلك من المصلحة ، فإن قيل: ليس في الآية أداة حصر كما في الحديث! أجاب الطيبي: بأن الفعل إذا كان عظيم الخطر وما ينبني عليه الفعل رفيع الشأن فهم منه الحصر على سبيل الكناية ، ولا سيما إذا لوحظ ما ذكر في أسباب النزول من أن العرب كانوا يدعون علم نزول الغيث ، فيشعر بأن المراد من الآية نفي علمهم بذلك واختصاصه بالله سبحانه وتعالى .

(فائدة): النكتة في العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَدّرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا ﴾ [لقمان: ٣٤] وكذا التعبير بالدراية دون العلم للمبالغة والتعميم، إذ الدراية اكتساب علم الشيء بحيلة، فإذا انتفى ذلك عن كل نفس مع كونه من مختصاتها ولم تقع منه على علم كان عدم اطلاعها على علم غير ذلك من باب أولى، اهد. ملخصًا من كلام الطيبي.

قوله: (الآية) أي تلا الآية إلى آخر السورة، وصرح بذلك الإسماعيلي، وكذا في رواية عمارة، ولمسلم إلى قوله: ﴿ خَبِيرًا ﴿ فَ وَكَذَا فِي رَوَايَة أَبِي فَرُوة، وأما ما وقع عند المؤلف في التفسير (١) من قوله: إلى ﴿ ٱلْأَرْحَامِرُ ﴾ فهو تقصير من بعض الرواة، والسياق يرشد إلى أنه تلاالآية كلها.

قوله: (ثم أدبر فقال: ردوه) زاد في التفسير: «فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئًا»، فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي على فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع، وقد ثبت عن عمران بن حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة. والله أعلم.

قوله: (جاء يعلم الناس) في التفسير: «ليعلم» وللإسماعيلي: «أرادأن تعلموا إذلم تسألوا» ومثله لعمارة، وفي رواية أبي فروة: «والذي بعث محمدًا بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم، وإنه لجبريل»، وفي حديث أبي عامر: «ثم ولى فلما لم نر طريقه قال النبي على: سبحان الله،

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٨٦)، كتاب التفسير، باب٢، ح٤٧٧٧.

140

هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه، إلا أن تكون هذه المرة»، وفي رواية التيمي: «ثم نهض فولي، فقال رسول الله ﷺ: عليَّ بالرجل، فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه، فقال: هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، خذوا عنه، فوالذي نفسي بيده ما شبه عليَّ منذ أتاني قبل مرتى هذه، وما عرفته حتى ولِّي»، قال ابن حبان: تفرد سليمان التيمي بقوله «خذوا عنه»، قلت: وهو من الثقات الأثبات.

وفي قوله: «جاء ليعلم الناس دينهم» إشارة إلى هذه الزيادة، فما تفرد إلا بالتصريح، وإسناد التعليم إلى جبريل مجازى؛ لأنه كان السبب في الجواب، فلذلك أمر بالأخذ عنه، واتفقت هذه الروايات على أن النبي ﷺ أخبر الصحابة بشأنه بعد أن التمسوه فلم يجدوه، وأما ما وقع عند مسلم وغيره من حديث عمر في رواية كهمس: «ثم انطلق، قال عمر: فلبثت مليًا ثم قال: يا عمر أتدرى من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل، فقد جمع بين الروايتين بعض الشراح بأن قوله: «فلبثت مليًا» أي: زمانًا بعدانصرافه، فكأن النبي ﷺ أعلمهم بذلك بعد مضى وقت، ولكنه في ذلك المجلس. لكن يعكر على هذا الجمع قوله في رواية النسائي والترمذي «فلبثت ثلاثًا» لكن ادعى بعضهم فيها التصحيف، وأن: «مليًا» صغرت ميمها فأشبهت «ثلاثًا» لأنها تكتب بلا ألف، وهذه الدعوى مردودة، فإن في رواية أبي عوانة / «فلبثنا ليالي، فلقيني رسول الله ﷺ بعد ثلاث» ولابن حبان «بعد ثالثة»، ولابن منده «بعد \_\_\_\_ ثلاثة أيام».

وجمع النووي(١) بين الحديثين بأن عمر لم يحضر قول النبي ﷺ في المجلس، بل كان ممن قام إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل أو لشغل آخر ولم يرجع مع من رجع لعارض عرض له، فأخبر النبي علي الحاضرين في الحال، ولم يتفق الإخبار لعمر إلا بعد ثلاثة أيام، ويدل عليه قوله: «فلقيني» وقوله: «فقال لي: ياعمر» فوجه الخطاب له وحده، بخلاف إخباره الأول. وهو جمع حسن.

(تنبيهات): الأول: دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي ﷺ ما عرف أنه جبريل إلا في آخر الحال، وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم، وأما ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي فروة في آخر الحديث: «وإنه لجبريل نزل في صورة دحية

<sup>(</sup>١) المنهاج (١/ ١٥٩).

الكلبي الإن قوله: نزل في صورة دحية الكلبي وهم؛ لأن دحية معروف عندهم، وقد قال عمر: «ما يعرفه منا أحد»، وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له من الوجه الذي أخرجه منه النسائي فقال في آخره: «فإنه جبريل جاء ليعلمكم دينكم» حسب، وهذه الرواية هي المحفوظة لحوافقتها باقي الروايات.

الثاني: قال ابن المنير: في قوله: «يعلمكم دينكم» دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علمًا وتعليمًا؛ لأن جبريل لم يصدر منه سوى السؤال، ومع ذلك فقد سماه معلمًا، وقد اشتهر قولهم: حُسنُ السؤال نصف العلم. ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث لأن الفائدة فيه انبنت على السؤال والجواب معًا.

الثالث: قال القرطبي (1): هذا الحديث يصلح أن يقال له: أم السنة ، لما تضمنه من جمل علم السنة ، وقال الطيبي : لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه «المصابيح» و «شرح السنة» اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة ؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالاً . وقال القاضي عياض (٢): اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ، ابتداء وحالاً ومآلاً ومن أعمال الجوارح ، ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال ، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه . قلت : ولهذا أشبعت القول في الكلام عليه ، مع أن الذي ذكرته وإن كان كثيرًا لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل ، فلم أخالف طريق الاختصار . والله الموفق .

قوله: (قال أبو عبد الله) يعني: المؤلف «جعل ذلك كله من الإيمان» أي: الإيمان الكامل المشتمل على هذه الأمور كلها.

#### ۳۸ باب

١٥- حدّثنا إبراهيمُ بنُ حُمزَةً قال: حدّثننا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ عن صالح ، عن ابنِ شِهابِ عن عُبيدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عَباسٍ أخبَرَهُ قالَ: أخبَرَني أبو سُفيانَ أنَّ هِرَقلَ قالَ لهُ: سَالتُكَ هَل يَزيدُونَ أم يَنقُصُونَ؟ فَزَعَمتُ أنَّهم يَزِيدُونَ وكذلك الإيمانُ حتَّى يَتِمَّ، وَسَألتُكَ: هَل يَرَتدُ أَحَدٌ سَخطةً لِدِينِهِ بِعَدَ أَنْ يَدخُلَ فيه؟ فَزَعَمتَ أَنْ لا، وكَذَلِكَ الإِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بِشَاشَتُهُ يَرَتدُ أَحَدٌ سَخطةً لِدِينِهِ بِعَدَ أَنْ يَدخُلَ فيه؟ فَزَعَمتَ أَنْ لا، وكَذَلِكَ الإِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بِشَاشَتُهُ

 <sup>(1)</sup> المفهم (1/١٥٢).

<sup>(</sup>٢) الإكمال(١/٢٠٤).

القُلُهِ بَ لا يَسْخَطُهُ أَحَدُ.

[تقسدم فسي: ٢٧ ، الأطسراف: ٧، ٢٦٨١، ٢٨٠٤، ٢٩٤١، ٢٩٧٨، ٣١٧٤، ٣٥٥٣، ٥٩٨٠، [ ٧٥٤١ . ٧١٩٦ . ٦٢٦٠

قوله: (باب) كذا هو بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوقت، وسقط من رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما، ورجح النووي الأول، قال: لأن الترجمة \_ يعني سؤال جبريل عن الإيمان ـ لا يتعلق بها هذا الحديث، فلا يصح إدخاله فيه. قلت: نفى التعلق لا يتم هنا على الحالتين؛ لأنه إن ثبت لفظ «باب» بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، فلابد له من تعلق به، وإن لم يثبت فتعلقه به متعين، لكنه يتعلق بقوله في الترجمة «جعل ذلك كله دينًا».

ووجه التعلق أنه سمى الدين إيماناً في حديث هرقل(١) فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان. فإن قيل: لا حجة له/ فيه؛ لأنه منقول عن هرقل! فالجواب: أنه ما قاله من قبل ــ اجتهاده، وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناه فيما مضى، وأيضاً فهرقل قاله ١٢٦ بلسانه الرومي، وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربي وألقاه إلى ابن عباس ـ وهو من علماء اللسان ـ فرواه عنه ولم ينكره، فدل على أنه صحيح لفظًا ومعنّى. وقد اقتصر المؤلف من حديث أبي سفيان الطويل الذي تكلمنا عليه في بدء الوحي (٢) على هذه القطعة لتعلقها بغرضه هنا، وساقه في كتاب الجهاد (٣) تامًا بهذا الإسناد الذي أورده هنا. والله أعلم.

٣٩ ـ باب فَضْل مَن اسْتَبْرَ أَلِدِينِهِ

٥٢ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحَلالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ؛ كَرَاعٍ بَرْعَي حَوْلَ حسى، الا إن حتى الله فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، اللهَ إِن حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، الا مَ الْحَسَلُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَانُ فَسَدَالُجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ. وَإِذَا فَسَدَانُ فَسَدَالُجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ. الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ [الحديث ٥٢ - طرفه في: ٢٠٥١]

<sup>(</sup>١/ ٧٠)، كتاب بدء الوحي، باب٦ ، ح٧. (1)

<sup>(</sup>۱/ ۷۰)، کتاب بدء الوحي، باب ، ح۷. (٧/ ٢٠٢)، كتاب الجهاد، باب١٠٢، ح١٩٤٠. **(Y)** 

قوله: (باب فضل من استبرأ لدينه) كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان، فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان.

قوله: (حدثنا زكرياء) هو ابن أبي زائدة، واسم أبي زائدة خالدبن ميمون الوادعي.

قوله: (عن عامر) هو الشعبي الفقيه المشهور، ورجال الإسناد كوفيون، وقد دخل النعمان الكوفة وولى إمرتها، ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي حَريز ـ وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاي-عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة، وفي رواية لمسلم أنه خطب به بحمص، ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين، فإنه ولي إمرة البلدين واحدة بعد أخرى، وزاد مسلم والإسماعيلي من طريق زكرياء فيه: «وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه يقول: سمعت رسول الله علي يقول: . . . » وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله ﷺ، وفيه دليل على صحة تحمل الصبى المميز؛ لأن النبي على مات وللنعمان ثمان سنين، وزكرياء موصوف بالتدليس، ولم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشعبي إلا معنعنًا، ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكرياء حدثنا الشعبي، فحصل الأمن من تدليسه.

(فائدة): ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي عليه غير النعمان بن بشير، فإن أراد من وجه صحيح فمسلم، وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر وعمار في الأوسط للطبراني، ومن حديث ابن عباس في الكبير له، ومن حديث واثلة في الترغيب للأصبهاني، وفي أسانيدها مقال. وادعى أيضًا أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبي، وليس كما قال، فقد رواه عن النعمان أيضًا خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد وغيره، وعبد الملك بن عمير عند - أبي عوانة وغيره، وسماك بن حرب عند الطبراني، لكنه مشهور عن/ الشعبي رواه عنه جمع جم من الكوفيين، ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون، وقد ساق البخاري إسناده في البيوع(١) ولم يسق لفظه، وساقه أبو داود، وسنشير إلى ما فيه من فائدة إن شاء الله تعالى.

قوله: (الحلال بين والعجرام بين) أي: في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة.

قوله: (وبينهما مشبهات) بوزن مفعًلات بتشديد العبن المفترحة وهي رواية مسلم، إي: شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين، وفي دواية الأصيلي: «مشتبهات» بوزن مفتعلات بتاء مفتوحة وعينُ خفيفة مكسورة وهي رواية ابن ماجه، وهو لفظ ابن عون، والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين، ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ (۱) (۰۱/۵۰۵)، کتاب البیوع، باب۲، ۱۰۵۱.

البخاري فيه بلفظ: «وبينهما متشابهات».

قوله: (لا يعلمها كثير من الناس) أي لا يعلم حكمها، وجاء واضحًا في رواية الترمذي بلفظ: «لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام؟» ومفهوم قوله: «كثير» أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيرهم، وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين.

قوله: (فمن اتقى المشبهات) أي: حذر منها، والاختلاف في لفظها بين الرواة نظير التي قبلها لكن عند مسلم والإسماعيلي «الشبهات» بالضم جمع شبهة.

قوله: (استبرأ) بالهمز بوزن استفعل من البراءة، أي: برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه؛ لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه، وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة.

قوله: (ومن وقع في الشبهات) فيها أيضًا ما تقدم من اختلاف الرواة .

واختلف في حكم الشبهات: فقيل: التحريم، وهو مردود، وقيل: الكراهة، وقيل: الوقف، وهو كالخلاف فيما قبل الشرع، وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها: تعارض الأدلة كما تقدم، ثانيها: اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى، ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك، رابعها: أن المراد بها المباح، ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى، بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته، راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج.

ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. وهو منزع حسن، ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم استكثر منه تطرق الى المكروه. وهو منزع حسن، ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه» والمعنى: أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقًا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه، كالإكثار مثلاً من الطيبات، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو

يفضي إلى بطر النفس، وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان.

والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما سأذكره، ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادًا، ويختلف ذلك باختلاف الناس: فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من العباح أو المكروه كما تقرر قبل، ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال، ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب فقدان نور الورع فيقع في / الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه. ووقع عند المصنف في البيوع (١) من رواية أبي فروة عن الشعبي في هذا الحديث: «فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان» وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه.

(تنبيه): استدل به ابن المنبر على جواز بقاء المجمل بعد النبي على، وفي الاستدلال بذلك نظر، إلا إن أراد به أنه مجمل في حق بعض دون بعض، أو أراد الرد على منكري القياس فيحتمل ما قال. والله أعلم.

قوله: (كراع يرعى) هكذا في جميع نسخ البخاري محذوف جواب الشرط إن أعربت «من» شرطية وقد ثبت المحذوف في رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى» ويمكن إعراب «من» في سياق البخاري موصولة فلا يكون فيه حذف، إذ التقدير: والذي وقع في الشبهات مثل راع يرعى. والأول أولى لثبوت المحذوف في صحيح مسلم وغيره من طريق زكريا التي أخرجه منها المؤلف، وعلى هذا فقوله: «كراع يرعى» جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب، والحمى: المحمى، أطلق المصدر على اسم المفعول.

وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي أن ملوك العرب (٢) كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي على الله بما هو

<sup>(</sup>۱) (٥/٤/٥)، كتاب البيوع، باب، ح ٢٠٥١.

<sup>(</sup>٢) منقله الحافظ عن القرطبي، المفهم (٤٩٣/٤).

مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبُعْدُه أسلم له ولو اشتد حذره، وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن تنفر د الفاذَّة فتقع فيه بغير اختياره، أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه. فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقّا، وحماه محارمه.

(تنبيه): ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبي، وأنه مدرج في الحديث، حكى ذلك أبو عمرو الداني، ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبي، قال ابن عون في آخر الحديث: لا أدري المثل من قول النبي على أو من قول الشعبي. قلت: وتردد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجًا؛ لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه، وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة - كأبي فروة عن الشعبي ـ لا يقدح فيمن أثبته ؛ لأنهم حفاظ، ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله: "وقع في الحرام" ليصير ما قبل المثل مرتبطًا به فيسلم من دعوى الإدراج، ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن عباس وعمار بن ياسر أيضًا.

قوله: (ألا إن حمى الله في أرضه محارمه) سقط «في أرضه» من رواية المستملي، وثبتت الواو في قوله: «ألا وإن حمى الله» في رواية غير أبي ذر، والمراد بالمحارم فعل المنهي المحرم أو ترك المأمور الواجب، ولهذا وقع في رواية أبي فروة التعبير بالمعاصي بدل المحارم، وقوله: «ألا» للتنبيه على صحة ما بعدها، وفي إعادتها و تكريرها دليل على عظم شأن مدلولها.

قوله: (مضغة) أي: قدر ما يمضغ، وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية، وسمي القلب قلبًا لتقلبه في الأمور، أو لأنه خالص ما في البدن، وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبًا، وقوله: "إذا صلحت" و "إذا فسدت" هو بفتح عينهما وتضم في المضارع، وحكى الفراء الضم في ماضي صلح، وهو يضم وفاقًا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه، والتعبير بإذا لتحقق الوقوع غالبًا، وقد تأتي بمعنى (إن) كما هنا، وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد، وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب، والحث على صلاحه، والإشارة إلى أن لطيب الكسب/ أثرًا فيه. والمراد المتعلق به: من الفهم الذي ركبه الله فيه، ويستدل به على أن العقل في القلب، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ اللهُ الذي ركبه الله فيه، ويستدل به على أن العقل في القلب، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ اللهُ عَلَى إِنَا فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَى لِمَن كَانَ لَمُ قَلَبُ ﴾ [ق: ٢٧]، قال

المفسرون: أي عقل، وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره.

(فائدة): لم تقع هذه الزيادة التي أولها «ألا وإن في الجسد مضغة» إلا في رواية الشعبي، ولا هي في أكثر الروايات عن الشعبي، إنما تفرد بها في الصحيحين زكريا المذكور عنه، وتابعه مجاهد عند أحمد، ومغيرة وغيره عند الطبراني، وعبر في بعض رواياته عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم، ومناسبتها لما قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه عماد البدن.

وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام كما نقل عن أبي داود، وفيه البيتان المشهوران وهما:

مسندات من قول خير البرية ليس يعنيك واعملنَّ بنية عُمْدة الدين عندن اكلمات اترك المشبهات وازهدودع ما

والمعروف عن أبي داود عد «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. . الحديث» بدل «ازهد فيما في أيدي الناس» وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني، وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام، قال القرطبي (١): لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن تردجميع الأحكام إليه. والله المستعان.

### • ٤- باب أَدَاءُ الْخُمُس مِنَ الإيمَانِ

٥٣ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي، فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْن، يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ: (قَنْ الْفَوْمُ ؟» ـ أَوْ مَنِ الْوَقْدُ ؟ ـ قَالُوا: رَبِيعَةُ، قَالَ: (هَنِ الْقَوْمُ ؟» ـ أَوْ مَنِ الْوَقْدُ ؟ ـ قَالُوا: رَبِيعَةُ، قَالَ: (مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ ـ أَوْبِالْوَقْدِ ـ غَيْرَ خَزَايًا وَلا نَدَامَى ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا لا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَانِيكَ إِلا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ أَيْنِكَ إِلا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ أَرْبَع : فَأَمْرَهُمْ بِأَرْبِع وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع: أَمْرَهُمْ وَرَاءَنَا، وَنَدُخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَسْرِيَةِ، فَأَمْرَهُمْ بِأَرْبِع وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع: أَمْرَهُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: وَاللّهُ وَحْدَهُ مَ قَالَ: (اللّه وَحْدَهُ أَنْ اللّه وَحْدَهُ ؟ قَالُوا: اللّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَعْطُوا مِنَ الْمَعْنَمِ الْحُمُسُ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع: عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُبَاءِ، وَالنَقِيرِ، وَالْمُزَقِّتِ». وَالْمُزَقِّتِ ، وَالدُبَاءِ، وَالدُبَاءِ، وَالمَعْنَمِ الْحُمُسُ، وَالْمُزَقِي ، وَالْمُؤَلِّقِي ، وَالْمُزَقِي ، وَالْمُزَقِي ، وَالْمُزَقِي ، وَالْمُزَقِي ، وَالْمُزَقِي ، وَالْمُزَقِي ، وَالْمُرَقِي مِنْ أَرْبَع : عَنِ الْحَنْتُمِ، وَالدُبَاءِ، وَالمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَالُ ، وَالْمُومُ مَنْ أَرْبَع : عَنِ الْحَنْتُمِ، وَاللّهُ اللّه وَالْمُعْمَ الْمُ الْمُومُ الْمُؤْمَالُ ، وَالْمُولُ اللّهِ ، وَالْمُؤْمَالُ ، وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الللّه وَالْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمَالُهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْعُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

<sup>(</sup>١) المفهم (٤/ ٤٩٩)، والبيتان لأبي الحسن طاهر بن مفوز، كما قاله القرطبي.

وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيِّرِ - وَقَالَ: «احْفَظُوهُنَّ، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ».

[الحديث ٥٣ ـ أطرافه في: ٨٧، ٥٢٣، ١٣٩٨، ٣٠٩٥، ٣٥١٠، ٢٦٦٩، ٤٣٦٨، ٢١٧٦، ٢٢٢١، ٢٢٢١، ٢٢٢١، ٢٢٢١)

قوله: (باب أداء الخمس من الإيمان) هو بضم الخاء المعجمة، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَالْمَرَادُ وَمِعْ كُونُهُ مِنَ الْإِيمَانُ قَرِيبًا.

قوله: (كنت أقعد مع ابن عباس) بين المصنف في العلم (١) من رواية غندر، عن شعبة السبب في إكرام ابن عباس له ولفظه: «كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» قال ابن الصلاح: أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة، وهو عندي هنا أعم من ذلك، وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه ويبلغه كلامهم، إما لزحام أو لقصور فهم. قلت: الثاني أظهر، لأنه كان جالسًا معه على سريره، فلا فرق في الزحام بينهما إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان في صدر السرير، وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم، وقيل: إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية فكان يترجم لابن عباس بها، قال القرطبي (٢): فيه دليل على أن ابن عباس كان يكتفي في الترجمة بواحد. قلت: وقد بوب عليه البخاري في أواخر كتاب الأحكام (٣) كما سيأتي، واستنبط منه ابن التين جواز أخذ الأجرة على التعليم لقوله: «حتى أجعل لك سهمًا من

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۲۲)، كتاب العلم، باب ۲۵، ح۸۷.

<sup>(</sup>٢) المفهم (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) (١٧/ ٢٥)، كتاب الأحكام، باب٤٠ ، ح١٩٥٠.

مالي» وفيه نظر، لاحتمال أن يكون إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا التي رآها في العمرة قبل الحج كما سيأتي عند المصنف صريحًا في الحج (١). وقال غيره: هو أصل في اتخاذ المحدث المستملي.

قوله: (ثم قال: إن وقد عبد القيس) بين مسلم من طريق غندر عن شعبة السبب في تحديث ابن عباس لأبي جمرة بهذا الحديث، فقال بعد قوله «وبين الناس»: فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فنهى عنه، فقلت: يا ابن عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذًا حلوا فأشرب منه فتقرقر بطني، قال: لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. وللمصنف في أواخر المغازي (٢) من طريق قرة عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إن لي جرة أنتبذ فيها فأشربه حلوا، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. فقال: «قدم وفد عبد القيس» فلما كان أبو جمرة من عبد القيس وكان حديثهم يشتمل على النهي عن الانتباذ في الجرار ناسب أن يذكره له، وفي هذا دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في الجرار، وهو ثابت من حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم وغيره، قال القرطبي (٣): فيه دليل على أن للمفتي أن يذكر الدليل مستغنيًا به عن التنصيص على جواب الفتيا إذا كان السائل بصيرًا بموضع الحجة.

قوله: (لما أتوا النبي على قال: من القوم؟، أو من الوفد؟) الشك من أحد الرواة، إما أبو جمرة أو من دونه، وأظنه شعبة فإنه في رواية قرة وغيره بغير شك، وأغرب الكرماني (٤) فقال: الشك من ابن عباس. قال النووي (٥): الوفد الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماء، واحدهم وافد، قال: ووفد عبد القيس المذكور ون كانوا أربعة عشر راكبًا كبير هم الأشج، ذكره صاحب التحرير في شرح مسلم وسمى منهم: المنذر بن عائذ وهو الأشج المذكور، ومنقذ بن صاحب التحرير في شرح مسلم وسمى منهم: والحارث بن شعيب، وعبيدة بن همام، والحارث بن شعيب، وعبيدة بن همام، والحارث بن جندب، وصحار بن العباس وهو بصاد مضمومة وحاء مهملتين. قال: ولم نعثر بعد طول التبع على أسماء الباقين.

<sup>(</sup>۱) (٤٥٦/٤)، كتاب الحج، باب٤٣، ح١٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) (٩/ ٥١٥)، كتاب المغازي، باب ٢٩، ح ٤٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) المفهم (١/ ١٧٢)..

<sup>(3) (1/</sup>٧٠٢).

<sup>(</sup>٥) المنهاج (١/ ١٨٠) نقل عن صاحب التحرير.

قلت: قد ذكر ابن سعد منهم عقبة بن جروة، وفي سنن أبي داود قيس بن النعمان العبدي وذكره الخطيب أيضًا في المبهمات، وفي مسند البزار وتاريخ ابن أبي خيثمة الجهم بن قثم، / ووقع ذكره في صحيح مسلم أيضًا لكن لم يسمه، وفي مسندي أحمد وابن أبي شيبة الرستم العبدي، وفي المعرفة لأبي نعيم جويرية العبدي، وفي الأدب للبخاري الزارع بن عامر العبدي، فهؤلاء الستة الباقون من العدد، وما ذكر من أن الوفد كانوا أربعة عشر راكبًا لم يذكر دليله.

وفي المعرفة لابن منده من طريق هود العصري ـ وهو بعين وصاد مهملتين مفتوحتين ـ نسبة إلى عصر بطن من عبد القيس ـ عن جده لأمه مزيدة قال: بينما رسول الله على يحدث أصحابه إذ قال لهم: «سيطلع لكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق» فقام عمر فلقي ثلاثة عشر راكبًا فرحب وقرب وقال: من القوم؟ قالوا: وفد عبد القيس. فيمكن أن يكون أحد المذكورين كان غير راكب أو مرتدفًا، وأما ما رواه الدولابي وغيره من طريق أبي خيرة ـ بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتانية وبعد الراء هاء ـ الصباحي ـ وهو بضم الصاد المهملة بعدها موحدة خفيفة وبعد الألف حاء مهملة ـ نسبة إلى صباح بطن من عبد القيس قال: كنت في الوفد الذين أتوارسول الله على من وفد عبد القيس وكنا أربعين رجلًا فنهانا عن الدباء والنقير. . الحديث. فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن الثلاثة عشر كانوا رؤوس الوفد، ولهذا كانواركبانًا، وكان الباقون أتباعًا.

وقد وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة على من سميته هنا، منهم: أخو الزارع واسمه مطر، وابن أخته ولم يسم، وروى ذلك البغوي في معجمه، ومنهم: مشمرج السعدي روى حديثه ابن السكن وأنه قدم مع وفد عبد القيس، ومنهم: جابر بن الحارث، وخزيمة بن عبد بن عمرو، وهمام بن ربيعة، وجارية -أوله جيم - ابن جابر، ذكرهم ابن شاهين في معجمه، ومنهم: نوح بن مخلد جد أبي جمرة، وكذا أبو خيرة الصباحي كما تقدم.

وإنما أطلت في هذا الفصل لقول صاحب التحرير إنه لم يظفر - بعد طول التتبع - إلا بما ذكرهم. قال ابن أبي جمرة (١٠): في قوله: «من القوم؟» دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته.

<sup>(</sup>١) بهجة النفوس (١/ ٩٤).

قوله: (قالوا: ربيعة) فيه التعبير عن البعض بالكل لأنهم بعض ربيعة، وهذا من بعض الرواة، فإن عند المصنف في الصلاة (١) من طريق عباد عن أبي جمرة: فقالوا: إنّ من هذا الحي من ربيعة. قال ابن الصلاح: الحي منصوب على الاختصاص، والمعنى إن هذا الحي حي من ربيعة، قال: والحي هو اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيا ببعض.

قوله: (مرحبًا) هو منصوب بقعل مضمر، أي: صادفت رُحبًا بضم الراء أي: سعة، والرَحب بالفتح الشيء الواسع، وقد يزيدون معها أهلاً، أي: وجدت أهلاً فاستأنس. وأفاد العسكري أن أول من قال مرحبًا سيف بن ذي يزن، وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم، وقد تكرر ذلك من النبي على م حديث أم هانئ (٢): «مرحبًا بأم هانئ» وفي قصة عكرمة بن أبي جهل (٣): «مرحبًا بالراكب المهاجر» وفي قصة فاطمة (٤): «مرحبًا بابنتي» وكلها صحيحة، وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشير الحارثي عن أبيه أن النبي على قال له لما دخل فسلم عليه: «مرحبًا وعليك السلام».

قوله: (غير خزايا) بنصب «غير» على الحال، وروي بالكسر على الصفة، والمعروف الأول. قاله النووي (٥). ويؤيده رواية المصنف في الأدب (٢) من طريق أبي التياح عن أبي جمرة: «مرحبًا بالوفد الذين جاؤوا غير خزايا ولا ندامى». و (خزايا) جمع خزيان وهو الذي أصابه خزي، والمعنى أنهم أسلموا طوعًا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم.

قوله: (ولا ندامي) قال الخطابي (٧): كان أصله نادمين جمع نادم؛ لأن ندامي إنما هو جمع ندمان أي: المنادم في اللهو، وقال الشاعر: «فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني»، لكنه هنا خرج على الإتباع كما قالوا العشايا والغدايا، وغداة جمعها الغدوات لكنه أتبع. انتهى. وقد حكى القزاز والجوهري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال: نادم وندمان في الندامة بمعنى، / فعلى هذا فهو على الأصل ولا إتباع فيه. والله أعلم. ووقع في رواية النسائي من طريق قرة

127

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۸۰)، كتاب مواقيت الصلاة، باب ۲، ح ۲۳٥.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٦٧)، كتاب الصلاة، باب٤، ح٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في جامعه (ح٢٦٥٩).

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٨٩٨)، كتاب المناقب، باب٢٥، ٣٦٢٣.

<sup>(</sup>٥) المنهاج (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٦) (٤٦/١٤)، كتاب الأدب، باب ٩٨، - ٢١٧٦.

<sup>(</sup>٧) الأعلام(١/٥٨٥).

فقال: «مرحبًا بالوفد ليس الخزايا ولا النادمين» وهي للطبراني من طريق شعبة أيضًا، قال ابن أبي جمرة (١): بشَّرَهم بالخير عاجلاً و آجلاً؛ لأن الندامة إنما تكون في العاقبة، فإذا انتفت ثبت ضدها، وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة.

قوله: (فقالوا: يا رسول الله) فيه دليل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين، وكذا في قولهم: «كفار مضر» وفي قولهم: «الله ورسوله أعلم».

قوله: (إلا في الشهر الحرام)، وللأصيلي وكريمة «إلا في شهر الحرام» وهي رواية مسلم، وهي من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع ونساء المؤمنات. والمراد بالشهر الحرام الجنس فيشمل الأربعة الحرم، ويؤيده رواية قرة عند المؤلف في المغازي بلفظ «إلا في أشهر الحرم» ورواية حماد بن زيد عنده في المناقب (٢) بلفظ «إلا في كل شهر حرام»، وقيل: اللام للعهد، والمراد شهر رجب، وفي رواية للبيهقي التصريح به، وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب، فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة حيث قال «رجب مضر» كما سيأتي (٣)، والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى، إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه.

وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق، ولهذا قالوا - كما في رواية شعبة عند المؤلف في العلم (٤) -: وإنا نأتيك من شقة بعيدة. قال ابن قتيبة: الشقة السفر، وقال الزجاج: هي الغاية التي تقصد، ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضًا ما رواه المصنف في الجمعة (٥) من طريق أبي جمرة أيضًا عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله على مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين. وجواثى بضم الجيم وبعد الألف مثلثة مفتوحة، وهي قرية شهيرة لهم، وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام.

بهجة النفوس (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>۲) (۸/ ۱۹۳۳)، کتاب المناقب، بابه، ح۱۰ ۳۵۱.

<sup>(</sup>٣) (١٠/ ١٧٥)، كتاب التفسير «براءة» باب٨، ح٢٦٦٤.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٢٢)، كتاب العلم، باب٢٥، ح٨٧.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ١٦١)، كتاب الجمعة، باب ١١، ح ٨٩٢.

قوله: (بأمر فصل) بالتنوين فيهما لا بالإضافة، والأمر واحد الأوامر، أي: مرنا بعمل بواسطة افعلوا، ولهذا قال الراوي: أمرهم، وفي رواية حماد بن زيد وغيره عند المؤلف (١) قال النبي على «آمركم»، وله عن أبي التياح بصيغة افعلوا. و(الفصل) بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى العادل، أي يفصل بين الحق والباطل، أو بمعنى المفصل أي المبين المكشوف. حكاه الطيبي. وقال الخطابي (٢): الفصل البين وقيل المحكم.

قوله: (نخبر به) بالرفع على الصفة لأمر، وكذا قوله: (وندخل)، ويروى بالجزم فيهما على أنه جواب الأمر، وسقطت الواو من (وندخل) في بعض الروايات فيرفع (نخبر) ويجزم (ندخل)، قال ابن أبي جمرة: فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبًا أو مندوبًا، وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم، وعلى أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت. وقبولها يقع برحمة الله كما تقدم.

قوله: (فأمرهم بأربع) أي خصال أو جمل، لقولهم: «حدثنا بجمل من الأمر» وهي رواية قرة عند المؤلف في المغازي (٣)، قال القرطبي (٤): قيل إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة، وإنما ذكر الشهادتين تبركًا بهما، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلّهِ وَإِنما ذكر الشهادتين تبركًا بهما، كما قيل في قوله تعالى: عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبًا حُمْسُهُ ﴿ [الأنفال: ٤١] وإلى هذا نحا الطيبي فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبًا لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه، وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين لأن الإيمان مقصور عليهما القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام. قال: فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر، قيل: ولا يرد على هذا الإتيان بحرف العطف فيحتاج إلى تقدير.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لولا وجود حرف العطف لقلنا إن ذكر الشهادتين ورد على سبيل/ التصدير، لكن يمكن أن يقرأ قوله: «وإقام الصلاة» بالخفض فيكون عطفًا على قوله «أمرهم بالإيمان» والتقدير: أمرهم بالإيمان مصدرًا به وبشرطه من الشهادتين، وأمرهم

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۸۰)، كتاب مواقيت الصلاة، باب۲، ح٥٢٣، وفي(٧/ ٣٦٢)، كتاب فرض الخمس، باب٢، ح٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) الأعلام(١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٥١٥)، كتاب المغازي، باب٢٩، ح٤٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) المفهم (١/ ١٧٥).

بإقام الصلاة . . . إلخ ، قال : ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصنف في الأدب (١) من طريق أبي التياح عن أبي جمرة ولفظه «أربع وأربع ، أقيموا الصلاة . . . إلخ» .

فإن قيل: ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان والتقدير المذكور يخالفه! أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمس، والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. فإن قيل: فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة (٢): «آمركم بأربع: الإيمان بالله: شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة» كذا للمؤلف في المغازي (٣)، وله في فرض الخمس (٤) «وعقد بيده» فدل على أن الشهادة إحدى الأربع، وأما ما وقع عنده في الزكاة (٥) من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله: «وشهادة أن لا إله إلا الله» فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد.

والمراد بقوله: «شهادة أن لا إله إلا الله» أي: وأن محمدًا رسول الله، كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أواثل المواقيت<sup>(٢)</sup> ولفظه «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله» ثم فسرها لهم «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» الحديث، والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معًا لكونها صارت علمًا على ذلك كما تقدم تقريره في باب زيادة الإيمان<sup>(٧)</sup>، وهذا أيضًا يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع لأنه أعاد الضمير في قوله ثم فسرها مؤنثًا فيعود على الأربع، ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكرًا.

وعلى هذا فيقال: كيف قال أربع والمذكورات خمس وقد أجاب عنه القاضي عياض - تبعًا لابن بطال - بأن الأربع ما عدا أداء الخمس، قال: كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض

<sup>(</sup>۱) (۲۱/۱٤)، كتاب الأدب، باب ۹۸، - ۲۱۷۲.

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٣٦٢)، كتاب فرض الخمس، باب٢، ح٩٥ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٥١٥)، كتاب المغازى، باب ٦٩، ح ٤٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٣٦٢)، كتاب فرض الخمس، باب٢، ح٣٠٩٥، وفي (٤/ ٢٠٢)، كتاب الزكاة، باب١، ح١٣٩٨، وفي (١٠٢/٤)، كتاب الزكاة، باب١، ح

<sup>(</sup>٥) (۲۰۲/٤)، كتاب الزكاة، باب١، ح١٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٢٨٠)، كتاب مواقيت الصلاة، باب٢، ح٢٢٥.

<sup>(</sup>٧) (١/ ١٨٩)، كتاب الإيمان، باب٣٣، ح٤٤.

الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد، ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين. قال: وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض. وقال غيره: قوله: «وأن تعطوا» معطوف على قوله: «بأربع» أي: آمركم بأربع وبأن تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم، قال ابن التين: لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع. قلت: ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة «آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم».

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ويحتمل أن يقال إنه عَدّ الصلاة والزكاة واحدة لأنها قرينتها في كتاب الله، وتكون الرابعة أداء الخمس، أو أنه لم يَعُدّ أداء الخمس لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة، والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حال. وقال البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأخر حذفها الراوي اختصارًا أو نسيانًا. كذا قال. وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له، وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله: «وعقد واحدة» وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدًا والموعود بذكره أربعًا.

وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع، وهو في حد ذاته واحد، والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها، ثم فسرها، فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه، كما أن المنهي عنه وهو الانتباذ فيما يسرع إليه الإسكار واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته، والحكمة في الإجمال/ بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، وأن يحصل حفظها للسامع فإذا نسى شيئًا من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد، فإذا لم يستوف العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع.

وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن فرض هو المعتمد، وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم، لكن جزم القاضي بأن قدومهم كان في سنة ثمان قبل فتح مكة تبع فيه الواقدي، وليس بجيد؛ لأن فرض الحج كان سنة ست على الأصح - كما سنذكره في موضعه إن شاء الله - ولكن القاضي يختار أن فرض الحج كان سنة تسع الأصح - كما سنذكره في موضعه إن شاء الله - وقد احتج الشافعي لكونه على التراخي بأن فرض حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور . اه - وقد احتج الشافعي لكونه على التراخي بأن فرض

178

الحج كان بعد الهجرة، وأن النبي على كان قادرًا على الحج في سنة ثمان وفي سنة تسع ولم يحج إلا في سنة عشر.

وأما قول من قال: إنه ترك ذكر الحج لكونه على التراخي. فليس بجيد؛ لأن كونه على التراخي لا يمنع من الأمر به، وكذا قول من قال: إنما تركه لشهرته عندهم. ليس بقوي؛ لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم، وكذا قول من قال: إن ترك ذكره لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر. ليس بمستقيم؛ لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك الإخبار به ليعمل به عند الإمكان كما في الآية، بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة؛ لأن الحج يقع في الأشهر الحرم، وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها. لكن يمكن أن يقال إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلاً و تركًا، ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية، مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذ، لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها.

وأما ما وقع في كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن أبي زيد الهروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج ولفظه «وتحجوا البيت الحرام» ولم يتعرض لعدد فهي رواية شاذة، وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج، وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره فلعل هذا مما حدث به في التغير، وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة، وقد ورد ذكر الحج أيضًا في مسند الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عكرمة عن ابن عباس في قصة وفد عبد قيس. وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظًا فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين فيقال: المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس. والله أعلم.

قوله: (ونهاهم عن أربع: عن الحنتم...) إلخ، في جواب قوله: «وسألوه عن الأشربة» هو من إطلاق المحل وإرادة الحال، أي: ما في الحنتم ونحوه، وصرح بالمراد في رواية النسائي من طريق قرة فقال: «وأنهاكم عن أربع: ما ينتبذ في الحنتم...» الحديث، و(الحنتم) بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق هي الجرة، كذا فسرها ابن عمر في صحيح مسلم، وله عن أبي هريرة: الحنتم الجرار الخضر، وروى الحربي في الغريب عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. و(الدباء) بضم المهملة وتشديد الموحدة

والمدهو القرع، قال النووي (١): والمراد اليابس منه، وحكى القزاز فيه القصر، و(النقير) بفتح النون وكسر القاف: أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء. و(المزفت) بالزاي والفاء ما طلى بالزفت. و(المقير) بالقاف والياء الأخيرة ما طلي بالقار، ويقال له: القير، وهو نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت. قاله صاحب المحكم.

وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال: أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون --- القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت، وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت، وأما الحنتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت. انتهي. وإسناده حسن، وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنه أعلم بالمراد. ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكار، فربما شرب منها من لا يشعر بذلك، ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر كما سيأتي في كتاب الأشربة <sup>(٢)</sup> إن شياء الله تعالى .

قوله: (وأخبروابهن من وراءكم) بفتح (من) وهي موصولة، و(وراءكم) يشمل من جاءوا من عندهم وهذا باعتبار المكان، ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم وهذا باعتبار الزمان، فيحتمل إعمالها في المعنيين معًا حقيقة ومجازًا. واستنبط منه المصنف الاعتماد على أخبار الآحاد على ماسيأتي في بابه (٣) إن شاء الله تعالى.

## ١ ٤-باب مَا جَاءَ إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى

فَدَخَلَ فِيهِ الإِيمَانُ وَالْوَرْضُومُ وَالصَّلاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالأَحْكَامُ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِمَتِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٤] عَلَى نِيَّتِهِ. ونَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ﴾

٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْتِي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَلِكُلِّ امْرِي

المنهاج (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>١٢/ ٦٣٣)، كتاب الأشربة، باب٨، ح ٩٤٥٥ ومابعده. (Y)

<sup>(</sup>١١٨/١٧)، كتاب أخبار الآحاد، بابه، ح٢٦٦٠.

مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لَدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ بَنَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » .

[تقدم في: ١، الأطراف: ١، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٥٠٧٠، ٢٦٨٩، ٣٩٥٣]

قوله: (باب ما جاء) أي باب بيان ما ورد دالاً على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، والمراد بالحسبة طلب الثواب، ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة، وقوله: «ولكل امرئ ما نوى» هو بعض حديث الأعمال بالنية، وإنما أدخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى.

قوله: (فدخل فيه) هو من مقول المصنف، وليس بقية مما ورد، وقد أفصح ابن عساكر في روايته بذلك فقال: قال أبو عبد الله \_ يعني المصنف \_ والضمير في (فيه) يعود على الكلام المتقدم، وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه (۱)، وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب \_ من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه \_ لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزها، لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره رياء، وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب، وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية.

قوله: (والوضوء) أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه النية كما نقل عن الأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهما، وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة، ونوقضوا بالتيمم فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية فيه النية، واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه، فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود، وأما الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية فيها، وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينو/ صاحب المال لأن السلطان قائم مقامه، وأما الحج فإنما ينصرف إلى لوض من حج عن غيره لدليل خاص وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة، وأما الصوم فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر، وقدم المصنف الحج على الصوم تمسكًا بما ورد عنده في حديث: "بني الإسلام" وقد تقدم (٢٠).

<sup>(</sup>١) (١/ ١٤٦) وغيره في مواضع، كتاب الإيمان، باب ١٨ ، ح٢٦.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٩٩)، كتاب الإيمان، باب٢، ح٨.

قوله: (والأحكام) أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص. وقد ذكر ابن المنير ضابطًا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه، إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة. قال: وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه؛ لأنه لا يمكن وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه شرط عقلي، ولذلك لا تشترط النية للنية فرارًا من التسلسل، وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: أحدها: التقرب إلى الله فرارًا من الرياء، والثاني: التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان.

قوله: (وقال الله) قال الكرماني (١٠): الظاهر أنها جملة حالية لا عطف، أي: والحال أن الله قال. ويحتمل أن تكون للمصاحبة، أي: مع أن الله قال.

قوله: (على نيته) تفسير منه لقوله: ﴿ عَلَى شَاكِلَتِهِ ، بحذف أداة التفسير، وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة، أخرجه عبد بن حميد والطبري عنهم. وعن مجاهد قال: الشاكلة الطريقة أو الناحية، وهذا قول الأكثر، وقيل: الدين، وكلها متقاربة.

قوله: (ولكن جهاد ونية) هو طرف من حديث لابن عباس أوله «لا هجرة بعد الفتح» وقد وصله المؤلف في الجهاد (٢) وغيره من طريق طاوس عنه ، وسيأتي .

قوله: (الأعمال بالنية) كذا أورده من رواية مالك بحذف «إنما» من أوله، وقد رواه مسلم عن القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة المذكور هنا بإثباتها، وتقدم الكلام على نكت من هذا الحديث أول الكتاب (٣).

<sup>(1) (1/117).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٣٣٣)، كتاب الجهاد، باب١٩٤، ح٧٧، وانظر: تغليق التعليق (٢/ ٥٠ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٠)، كتاب بدء الوحي، باب ١، ح١.

٥ ٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُولَهُ صَدَقَةٌ ».

[الحديث ٥٥ ـ طرفاه في : ٥٣٥١ ، ٤٠٠٦]

٥٦ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ: أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثِنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، أَنَهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةٌ تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلا أَجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَيِّ امْرَأَتِكَ ».

[الحديث ٥٦ أطرافه في: ١٢٩٥، ٢٧٤٢، ٢٧٤٤، ٣٩٣٦، ٤٤٠٩، ٥٣٥٤، ٥٦٥٩، ٥٦٥٠، ٢٠٥٥، ٢٣٥٠، ٢٣٧٣]

قوله: (عبدالله بن يزيد) هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة ، وهو صحابي أنصاري روى عن صحابي أنصاري ، وسيأتي ذكر أبي مسعود المذكور في باب من شهد بدرًا من المغازي (١) ، ويأتي الكلام على حديثه في كتاب النفقات (٢) إن شاء الله تعالى ، والمقصود منه في هذا الباب قوله: «يحتسبها» قال القرطبي (٣): أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة ، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر ، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى ، وأطلق الصدقة على النفقة مجازاً والمراد بها الأجر ، والقرينة / الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة .

قوله: (إنك) الخطاب لسعد، والمرادهو ومن يصح منه الإنفاق.

قوله: (وجه الله) أي ما عند الله من الثواب.

قوله: (إلا أجرت) يحتاج إلى تقدير؛ لأن الفعل لا يقع استثناء.

قوله: (حتى): هي عاطفة وما بعدها منصوب المحل، و(ما): موصولة والعائد محذوف.

قوله: (في فم امرأتك) وللكشميهني «في فيّ امرأتك» وهي رواية الأكثر، قال القاضي عياض (٤٠): هي أصوب لأن الأصل حذف الميم، بدليل جمعه على (أفواه) وتصغيره على

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۲۶)، کتاب المغازی، باب ۱۲، ح۲۰۰۶.

<sup>(</sup>٢) (٢٤٩/١٢)، كتاب النفقات، باب١، ح١٥٣٥.

<sup>(</sup>٣) المفهم (٤/٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) المشارق(٢/ ١٥٩).

(فويه)، قال: وإنما يحسن إثبات الميم عند الإفراد وأما عند الإضافة فلا إلا في لغة قليلة. اهد. وهذا طرف من حديث سعدين أبي وقاص في مرضه بمكة وعيادة النبي على له وقوله: «أوصي بشطر مالي. . . » الحديث، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا(١) إن شاء الله تعالى، والمراد منه هنا قوله: «تبتغي أي تطلب بها وجه الله» واستنبط منه النووي(٢) أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه لأن وضع اللقمة في في الزوجة يقع غالبًا في حالة المداعبة، ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر، ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله.

قلت: وجاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة، وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر فذكر حديثاً فيه «وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام؟ . . . » الحديث، قال: وإذا كان هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس - فما الظن بغيره مما لا حظ للنفس فيه؟! قال: وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة؛ لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة فما الظن بمن أطعم لقمًا لمحتاج، أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى . اهم. وتمام هذا أن يقال: وإذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها في النفع بما يطعمها لأن ذلك يؤثر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك، وأيضًا فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بداعية النفس، بخلاف غيرها فإنه يحتاج إلى مجاهدتها. والله أعلم .

### ٢٤- باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمَّ»، وَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾ [التوبة: ٩١]

٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثِنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم. جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم. المَّدِيثِ ١٤٠١، ٢٧١٤، ٢٧٠٥، ٢١٥٧، ٢١٥٧)

قوله: (باب قول النبي على: الدين النصيحة) هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۸۳)، کتاب الوصایا، باب، ح ۲۷٤٤.

<sup>(</sup>٢) المنهاج (١١/ ٧٧).

باب، ولم يخرجه مسندًا في هذا الكتاب (١) لكونه على غير شرطه، ونبه بإيراده على صلاحيته في الجملة، وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه، وقد أخرجه مسلم (٢): حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل بن أبي صالح: إن عمرًا حدثنا عن القعقاع عن أبيك بحديث، ورجوت أن تسقط عني رجلاً \_ أي فتحدثني به عن أبيك \_ قال: فقال: / سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقًا له بالشام، وهو عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي على قال: «الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله عز وجل. . . » الحديث، رواه مسلم أيضًا من طريق روح بن القاسم قال: حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح. فذكره. ورواه ابن خزيمة من حديث جرير عن سهيل أن أباه حدث عن أبي هريرة بحديث: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا . . . » الحديث. قال: فقال عطاء بن يزيد: سمعت تميمًا الداري يقول . . . فذكر حديث النصيحة .

وقد روي حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ، وهو وهم من سهيل أو ممن روى عنه لما بيناه ، قال البخاري في تاريخه: لا يصح إلا عن تميم ، ولهذا الاختلاف على سهيل لم يخرجه في صحيحه ، بل لم يحتج فيه بسهيل أصلاً ، وللحديث طرق دون هذه في القوة ، منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس والبزار من حديث ابن عمر ، وقد بينت جميع ذلك في «تغليق التعليق» (٣) .

قوله: (الدين: النصيحة) يحتمل أن يحمل على المبالغة، أي معظم الدين النصيحة، كما قيل في حديث «الحج عرفة»، ويحتمل أن يحمل على ظاهره؛ لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين، وقال المازري<sup>(3)</sup>: النصيحة مشتقة من (نصحت العسل) إذا صفيته، يقال: نصح الشيء؛ إذا خلص، ونصح له القول إذا أخلصه له، أو مشتقة من النصح وهي الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة، والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة، ومنه التوبة النصوح، كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه. قال الخطابي (٥): النصيحة كلمة

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۷۶، ۷۵)، ح۹۰.

<sup>(7) (7/30,00).</sup> 

<sup>(3)</sup> Ilaska (1/19V).

<sup>(</sup>٥) الأعلام(١/٩٨١).

جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، وهي من وجيز الكلام، بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أرباع الدين، وممن عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسي. وقال النووي (١١): بل هو وحده محصل لغرض الدين كله؛ لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها: فالنصيحة لله: وصفه بما هو له أهل، والخضوع له ظاهرًا وباطنًا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه. وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة صاحب علي قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله من الناصح لله؟ قال: الذي يقدم حق الله على حق الناس.

والنصيحة لكتاب الله: تعلمه، وتعليمه، وإقامة حروفه في التلاوة، وتحريرها في الكتابة، وتفهم معانيه، وحفظ حدوده، والعمل بما فيه، وذب تحريف المبطلين عنه.

والنصيحة لرسوله: تعظيمه، ونصره حيّا وميتًا، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها، والاقتداء به في أقواله وأفعاله، ومحبّة ومحبة أتباعه.

والنصيحة لأئمة المسلمين: إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم، ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم، ونشر مناقبهم، وتحسين الظن بهم.

والنصيحة لعامة المسلمين: الشفقة عليهم، والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه.

وفي الحديث فوائد أخرى: منها: أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينًا، وعلى هذا المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان، ومنها: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب من قوله: «قلنا لمن؟». ومنها: رغبة السلف في طلب علو الإسناد، وهو مستفاد من قصة سفيان مع سهيل.

قوله: (عن جرير بن عبد الله) هو البجلي بفتح الجيم، وقيس الراوي عنه وإسماعيل الراوي عن قيس بجليان أيضًا، وكل منهم يكنى أبا عبدالله، وكلهم كوفيون.

قوله: (بايعت رسول الله علي الله علي الله على الصلاة والزكاة لشهرتهما،

<sup>(</sup>۱) المنهاج (۳۲/۲).

قال القرطبي (٣): كانت مبايعة النبي على الأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر، فلذلك اختلفت ألفاظهم. وقوله: «فيما استطعت» رويناه بفتح التاء وضمها، وتوجيههما واضح، والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يطاق، كما هو المشترط في أصل التكليف، ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن خطأ وسهو. والله أعلم.

٥٨ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتَّقَاءِ اللَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّىٰ يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الآنَ. ثُمَّ قَالَ: اسْتَعْفُوا لأمِيرِكُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ قُلْتُ: أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلامِ. فَشَرَطَ عَلَي «وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ. ثُمَّ السَّعْفُورَ وَنَزَلَ.

[تقدم في: ٥٧، الأطراف: ٥٢٤، ١٤٠١، ٢١٥٧، ٢٧١٤، ٢٧١٥، ٢٧١٥]

قوله: (سمعت جرير بن عبد الله) المسموع من جرير حمد الله والثناء عليه، فالتقدير: سمعت جريرًا حمد الله، والباقي شرح للكيفية.

قوله: (يوم مات المغيرة بن شعبة) كان المغيرة والياعلى الكوفة في خلافة معاوية ، وكانت وفاته سنة خمسين من الهجرة ، واستناب عند موته ابنه عروة ، وقيل استناب جرير المذكور ،

<sup>(</sup>۱) (٥/ ٦٣١)، كتاب البيوع، باب ٦٨، - ٢١٥٧.

<sup>(</sup>٢) (١٧/ ٣٦)، كتاب الأحكام، باب٤٢، ح٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) المفهم (١/ ٢٤٤).

ولهذا خطب الخطبة المذكورة ، حكى ذلك العلائي في أخبار زياد. والوقار: بالفتح الرزانة ، والسكينة : السكون، وإنما أمرهم بذلك مقدمًا لتقوى الله ؛ لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتنة ، ولاسيما ماكان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور .

قوله: (حتى يأتيكم أمير) أي بدل الأمير الذي مات، ومفهوم الغاية هنا، وهو أن المأمور به ينتهي بمجيء الأمير ليس مرادًا، بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير بطريق الأولى، وشرط اعتبار مفهوم المخالفة أن لا يعارضه مفهوم الموافقة .

قوله: (الآن) أراد به تقريب المدة تسهيلاً عليهم، وكان كذلك لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرًا عليها.

قوله: (استعفوا لأميركم) أي اطلبوا له العفو من الله، كذا في معظم الروايات بالعين المهملة، وفي رواية ابن عساكر «استغفروا» بغين معجمة وزيادة راء وهي رواية الإسماعيلي في المستخرج.

قوله: (فإنه كان يحب العفو) فيه إشارة إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل.

قوله: (قلت: أبايعك) ترك أداة العطف إما لأنه بدل من أتيت أو استئناف.

قوله: (والنصح) بالخفض عطفًا على الإسلام، ويجوز نصبه عطفًا على مقدر، أي شرط على الإسلام والنصيحة. وفيه دليل على كمال شفقة الرسول على .

قوله: (على هذا) أي على ما ذكر.

وله: (ورب هذا المسجد) مشعر بأن خطبته كانت في المسجد، / ويجوز أن يكون أشار الله جهة المسجد الحرام، ويدل عليه رواية الطبراني بلفظ «ورب الكعبة» وذكر ذلك للتنبيه على شرف المقسم به ليكون أدعى للقبول.

قوله: (لناصح) إشارة إلى أنه وفَّى بما بايع عليه الرسول، وأن كلامه خالص عن الغرض.

قوله: (ونزل) مشعر بأنه خطب على المنبر، أو المراد قعد لأنه في مقابلة قوله: قام فحمدالله تعالى.

(فائدة): التقييد بالمسلم للأغلب، وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشار، واختلف العلماء في البيع على بيعه ونحو ذلك فجزم أحمد أن ذلك يختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث.

(فائدة أخرى): ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيرًا إلى أنه عمل بمقتضاه

في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم، ثم ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه، فأوماً بقوله: «فإنما يأتيكم الآن» إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة، وهم فقهاء أصحاب الحديث، وبقوله: «استعفوا لأميركم» إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل، ثم ختم بقول: «استغفر ونزل» فأشعر بختم الباب، ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم.

#### خاتمة

اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته من بدء الوحي من الأحاديث المرفوعة على أحد وثمانين حديثًا بالمكرر منها؛ في بدء الوحي خمسة عشر، وفي الإيمان ستة وستون. المكرر منها ثلاثة وثلاثون، منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق اثنان وعشرون، في بدء الوحي ثمانية، وفي الإيمان أربعة عشر. ومن الموصول المكرر ثمانية، ومن التعليق الذي لم يوصل في مكان آخر ثلاثة، وبقية ذلك وهي ثمانية وأربعون حديثًا موصولة بغير تكرير، وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا سبعة وهي: الشعبي عن عبد الله بن عمرو في: المسلم والمهاجر، والأعرج عن أبي هريرة في: حب الرسول على وابن أبي صعصعة عن أبي سعيد في: الفرار من الفتن، وأنس عن عبادة في ليلة القدر، وسعيد عن أبي هريرة في: الدين يسر، والأحنف عن أبي بكرة في القاتل والمقتول، وهشام عن أبيه عن عائشة في: أنا أعلمكم بالله. وجميع ما فيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين ثلاثة عشر أثرًا معلقة، غير أثر ابن الناطور فهو موصول، وكذا خطبة جرير التي ختم بها كتاب الإيمان. والله أعلم.

# स्वाधिक र

#### ٣-كتاب العلم

١ - باب فَضْلِ الْعِلْم، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٤ ﴿ وَالمجادلة: ١١] وقوله عز وجل: ﴿ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ ﴾ [طه: ١١٤]

قوله: (كتاب العلم، بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل العلم) هكذا في رواية الأصيلي وكريمة وغيرهما، وفي رواية أبي ذر تقديم البسملة، وقد قدمنا توجيه ذلك في كتاب الإيمان (١)، وليس في رواية المستملي لفظ باب ولا في رواية رفيقه لفظ كتاب العلم.

(فائدة): قال القاضي أبو بكر بن العربي: بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقته، وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف، أو لأن النظر في حقائق الحقائق وتصورها، بل هو جار على أساليب العرب القديمة، فإنهم يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة، وقد أنكر ابن العربي في شرح الترمذي (٢) على من تصدى لتعريف العلم وقال: هو أبين من أن يُبيَّن، قلت: وهذه طريقة الغزالي (٣) وشيخه الإمام أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعسره.

قوله: (وقول الله عز وجل) ضبطناه في الأصول بالرفع عطفًا على كتاب أو على الاستئناف.

قوله: ﴿ يَرْفِع اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْفِلْرَ دَرَجَنتٍ ﴾ [المجادلة: ١١]، قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المرادبه كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة

<sup>(</sup>١/ ٩٣)، كتاب الإيمان، باب١.

عارضة الأحوذي (١١٤/١٠). **(Y)** 

المستصفى (١/ ٢٨). (٣)

وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة، وفي صحيح مسلم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي ـ وكان عامل عمر على مكة ـ أنه لقيه بعسفان فقال له: من استخلفت؟ فقال: استخلفت ابن أبزى مولى لنا، فقال عمر: استخلفت مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين»، وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَلتِ مَن نَشَاءً ﴾ [الأنعام: ٨٣] قال: بالعلم.

قوله: (وقوله عز وجل: رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١١٤] واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه على بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمردينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته، وما يجب له من القيام بأمره، وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب، فرضي الله عن مصنفه، وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه، فإن قيل: لمَ لَمْ يورد المصنف في هذا الباب شيئًا من الحديث؟ فالجواب أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين، وإما بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر، وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي بعدباب رفع العلم(١١) ويكون وضعه هناك من تصرف بعض الرواة، وفيه نظر على ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى، ونقل الكرماني (٢) عن بعض أهل الشام أن البخاري بوب الأبواب وترجم التراجم وكتب الأحاديث وربما بيض لبعضها ليلحقه، وعن بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شيء عنده على شرطه، قلت: والذي يظهر لي أن هذا محله حيث لا يورد فيه آية أو أثرًا، أما إذا أورد آية أو أثرًا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية، وأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه، وما دلت عليه الآية كاف في الباب، وإلى أن الأثر الوارد في ذلك يقوى به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى شرطه، والأحاديث في فضل العلم كثيرة، صحح مسلم منها حديث أبي هريرة رفعه: «من التمس طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة» ، ولم يخرجه البخاري لأنه اختلف فيه على الأعمش ، والراجح أنه بينه وبين أبي صالح فيه واسطة. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۱۵)، كتاب العلم، باب۲۲، ح۸۲.

<sup>(</sup>۲) (۲/۳) عن بعض الشاميين.

## ٢-باب مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ، فَأَتَمَّ الْحَدِيثِ ٢- باب مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ، فَأَتَمَّ الْحَدِيث

9 ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَئِحٌ: ح. وحَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي هِلالُ بْنُ عَلِيٍّ حَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ قَالَ: حَدَّثِنِي آبِي قَالَ: حَدَّثِنِي هِلالُ بْنُ عَلِيٍّ حَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُ عَلَيْ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ لَلَّهُ مَا قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى حَدِيثُهُ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّى السَّاعَةُ عَلَى عَدِيثُهُ قَالَ : «فَإِذَا صُيعَتِ إِلسَّاعَةِ ؟ » قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَإِذَا صُيعَتِ الْمُمَانَةُ فَانْتَظِرُ السَّاعَة " قَالَ: «فَإِذَا صُيعَاقًا قَالَ: «إِذَا وُسُدَا الْأَمْرُ إِلَى غَيْرٍ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُ السَّاعَة " قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ: «إِذَا وُسُدَا الْأَمْرُ إِلَى غَيْرٍ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُ السَّاعَة " قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ: «إِذَا وُسُدَا الْأَمْرُ إِلَى غَيْرٍ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُ السَّاعَة " قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ: «إِذَا وُسُدَا الْأَمْرُ إِلَى غَيْرٍ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُ السَّاعَة " قَالَ: عَلَى السَّاعَة " قَالَ: هُوسُدَا الْمُدَالِقُ فَانْتَظِرُ السَّاعَة " قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ: «إِذَا وُسُدَا الْأَمْرُ إِلَى غَيْرٍ أَهْلِهِ فَانْتَظُو السَّاعَة " قَالَ السَّاعَة عَلَى السُّاعَة الْ السَّاعَة " فَالْتَالِقُولُ السَّاعَة " فَالْتَالِ السَّاعَة اللَّهُ الْنَالِ السَّاعَة " فَالْتَعْرُ السَّاعَة الْ السَّاعَة الْنَالِ السَّاعَة الْنَالِ السَّاعَة الْنَالَ الْنَالِ السَّاعَة الْنَالُ الْنَالِ السَّاعَة الْنَالِ السَّاعَة اللَّهُ الْنَالِ الْنَالِ السَّاعَة اللَّهُ الْنَالِ السَّاعَة اللَّهُ الْنَالِ السَّلَالِ السَّاعَة اللَّهُ الْنَالِ السَّاعَة اللَّهُ الْنَالَةُ الْنَائِلُ الْنَالِ السَّاعَة الْنَالَالَ الْنَالِ الْنَالَةُ الْنَائِلُ الْنَالَةُ الْنَالَةُ الْنَالَةُ الْنَالَةُ الْنَالَةُ الْنَالِلُهُ الْنَالِ الْنَالِقُولُ الْنَا

[الحديث ٥٩ ـ طرفه في: ٦٤٩٦]

قوله: (باب من سئل حَلْمًا وهو مستغل) محصله التنبيه على أدب العالم والمتعلم، أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل، بل أدبه بالإعراض عنه أولاً حتى استوفى ماكان فيه، ثم رجع إلى جوابه فرفق به لأنه من الأعراب وهم جفاة، وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لم يكن السؤال متعينًا ولا الجواب، وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره لأن حق الأول مقدم، ويؤخذ منه أخذ الدروس على السبق، وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها، وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حتى يتضح، لقوله: «كيف إضاعتها»، وبوب عليه ابن حبان: «إباحة إعفاء المسئول عن الإجابة على الفور»، ولكن سياق القصة يدل على أن ذلك ليس على الإطلاق، وفيه إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب، ومن ثَم قيل: حسن السؤال نصف العلم.

وقد أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة فقالوا: لا نقطع الخطبة لسؤال سائل، بل إذا فرغ نجيبه، وفصَّل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر الجواب، أو في غير الواجبات فيجيب، والأولى حينئذ التفصيل، فإن كان مما يهتم به في أمر الدين، ولاسيما إن اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة، وكذا بين الخطبة والصلاة، وإن كان بخلاف ذلك فيؤخر، وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الجواب، لكن إذا أجاب استأنف على الأصح، ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك، فإن كان السؤال من الأمور التي ليست معرفتها على الفور مهمة فيؤخر كما في هذا

الحديث، ولاسيما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى، وقد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة وأقيمت الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال: «أين السائل؟» فأجابه. أخرجاه. وإن كان السائل به ضرورة ناجزة فتقدم إجابته، كما في حديث أبي رفاعة عند مسلم أنه قال للنبي وهو يخطب: رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه، فترك خطبته وأتى بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، وكما في حديث سمرة عند أحمد أن أعرابيًا سأل النبي على عن الضب، وكما في الصحيحين في قصة سليك لما دخل المسجد والنبي الخطب فقال له: «أصليت ركعتين؟» الحديث، وسيأتي في الجمعة (١)، وفي حديث أنس: كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي على حتى ربما نعس بعض القوم، ثم يدخل في الصلاة، وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة.

قوله: (فليح) بصيغة التصغير هو ابن سليمان أبو يحيى المدني، من طبقة مالك وهو صدوق، تكلم بعض الأئمة في حفظه، ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه، وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده وهذا منها، وإنما أورده عاليًا عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط ثم أورده نازلاً بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم بن المنذر عن محمد لأنه أورده في كتاب الرقاق (٢) عن محمد بن سنان فقط، فأراد أن يعيد هنا طريقاً أخرى، ولأجل نزولها قَرَنها بالرواية الأخرى، وهلال بن علي يقال له هلال بن أبي / ميمونة وهلال بن أبي هلال، فقد يظن ثلاثة وهو واحد، وهو من صغار التابعين، وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم.

قوله: (يحدث) هو خبر المبتدأ وحذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه، والقوم: الرجال، وقد يدخل فيه النساء تبعًا.

قوله: (جاء أعرابي) لم أقف على تسميته.

قوله: (فمضى) أي استمر يحدثه، كذا في رواية المستملي والحموي بزيادة هاء، وليست في رواية الباقين، وإن ثبتت فالمعنى يحدث القوم الحديث الذي كان فيه وليس الضمير عائدًا على الأعرابي.

قوله: (فقال بعض القوم: سمع ما قال) إنما حصل لهم التردد في ذلك لما ظهر من عدم التفات النبي على إلى سؤاله وإصغائه نحوه، ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة

1 1 1 1 1 1

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۲۰۵)، كتاب الجمعة، باب ۳۲، ح ۹۳۰.

<sup>(</sup>٢) (١٤/ ٦٥٩)، كتاب الرقاق، باب ٣٥، ح ٦٤٩٦.

بخصوصها، وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين، بل احتمل كما تقدم أن يكون أخّره ليكمل الحديث الذي هو فيه، أو أخّر جوابه ليوحي إليه به.

قوله: (قال: أين أراه السائل؟) بالرفع على الحكاية، وأراه بالضم أي: أظنه، والشك من محمد عن محمد عن فليح، ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه: «أين السائل؟» ولم يشك.

قوله: (إذا وسد) أي أستد، وأصله من الوسادة، وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة، فقوله: وسد أي جعل له غير أهله وسادًا، فتكون "إلى" بمعنى "اللام"، وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسند، ولفظ محمد بن سنان في الرقاق: "إذا أسند" وكذا رواه يونس بن محمد وغيره عن فليح، ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط، ومقتضاه أن العلم ما دام قائمًا ففي الأمر فسحة، وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر، تلميحًا لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله على قال: "من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر". وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في الرقاق (١) إن شاء الله تعالى.

### ٣ ـ بَابِ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْم

٠٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا النَّبِيُ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا النَّبِيُ اللَّهُ عَلَى أَنْ تُكلِّلُ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» الصَّلاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأَ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا.

[الحديث ٢٠ ـ طرفاه في : ٩٦ ، ١٦٣]

قوله: (باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان) زاد الكشميهني في رواية كريمة عنه: عارم بن الفضل، وعارم لقب، واسمه محمدكما تقدم في المقدمة.

قوله: (ماهك) بفتح الهاء وحكي كسرها وهو غير منصرف عند الأكثرين للعلمية والعجمة، ورواه الأصيلي منصرفًا، فكأنه لحظ فيه الوصف، واستدل المصنف على جواز

<sup>(</sup>۱) (۱۶/ ۱۲۰)، كتاب الرقاق، باب ۳۵، ح ۲٤٩٦.

رفع الصوت بالعلم بقوله: «فنادى بأعلى صوته»، وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك، ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة كما ثبت ذلك في حديث جابر: «كان النبي عليه إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته...» الحديث، أخرجه مسلم، ولأحمد من حديث النعمان في معناه وزاد: «حتى لو أن رجلاً بالسوق لسمعه»، واستدل به أيضًا على مشروعية إعادة الحديث ليفهم، وسيأتي الكلام على مباحث المتن في كتاب الوضوء (١) إن شاء الله تعالى، قال ابن رشيد: في هذا التبويب رمز من المصنف إلى أنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين/ هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن ترتيبه، وكذلك فعل رحمه الله تعالى.

#### ٤ - باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ: «حَدَّثَنَا» أَوْ «أَخْبَرَنَا» وَ «أَنْبَأْنَا)

وقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ: كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ كَلِمَةً. وَقَالَ حُذَيْفَةُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَدِيثَيْنِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ. وَقَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ مَعْ النَّبِي عَلَيْ يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ النَّبِي عَلَيْ يَرُويهِ عَنْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ

قوله: (باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا) قال ابن رشيد: أشار بهذه الترجمة إلى أنه بنى كتابه على المسندات المرويات عن النبي على قلت: ومراده: هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا؟ وإيراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره.

قوله: (وقال الحميدي) (٢) في رواية كريمة والأصيلي: «وقال لناالحميدي»، وكذا ذكره أبو نعيم في المستخرج، فهو متصل، وسقط من رواية كريمة قوله: «وأنبأنا»، ومن رواية الأصيلي قوله: «أخبرنا»، وثبت الجميع في رواية أبي ذر.

قوله: (وقال ابن مسعود) هذا التعليق طرف من الحديث المشهور في خلق الجنين، وقد وصله المصنف في كتاب القدر (٣)، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى، قوله: (وقال شقيق) هو أبو وائل (عن عبدالله) هو ابن مسعود، سيأتي موصولاً أيضًا حيث ذكره المصنف في

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۵۱)، كتاب الوضوء، باب ۲۷، ح ۱۶۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: تغليق التعليق (٢/ ٦١، ٦٢).

 <sup>(</sup>٣) (١٥/ ١٨٥)، كتاب القدر، باب١، ح٩٤ ٥٦، وانظر: تغليق التعليق (٢/ ٦٢).

كتاب الجنائز (۱)، ويأتي أيضًا حديث حذيفة في كتاب الرقاق (۲)، ومراده من هذه التعاليق أن الصحابي قال تارة: «حدثنا» وتارة: «سمعت»، فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ، وأما أحاديث ابن عباس وأنس وأبي هويرة في رواية النبي على عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد (۲)، وأراد بذكرها هنا التنبيه على العنعنة، وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقى، وأشار على ماذكره ابن رشيد إلى أن رواية النبي إلى أماهي عن ربه سواء صرح الصحابي بذلك أم لا، ويدل له حديث ابن عباس المذكور، فإنه لم يقل فيه في بعض المواضع: «عن ربه»، ولكنه اختصار فيحتاج إلى التقدير، قلت: ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة، لأن الواسطة بين النبي الله وبين ربه فيما لم يكلمه به مثل ليلة الإسراء جبريل وهو مقبول قطعًا، والواسطة بين الصحابي وبين النبي المقبول اتفاقًا وهو صحابي آخر، وهذا في أحاديث الأحكام ون غيرها، فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار.

<sup>(</sup>١) (٣/ ٧٧٧)، كتاب البينائز، باب ١ ، ح١٢٣٨ ، وليس فيه تصريح ابن مسعود بالسماع .

<sup>(</sup>٢) (١٤/ ٢٥٩)، كتاب الرقاق، باب ٣٥، ح ٦٤٩٧.

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عباس في (١٧/ ٥٨٣)، كتاب التوحيد، باب ٥، ح ٧٥٣٩، وحديث أنس في (٧١/ ٥٦١)، كتاب (٥٨/ /١٧)، كتاب التوحيد، باب ٥، ح ٣٥٣١، وحديث أبي هريرة في (١٧/ ٤٦١)، كتاب التوحيد، باب ٢٨، ح ٧٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) (١٠/ ٢٦٣)، كتاب التفسير، باب١، ح٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٣٩٩)، كتاب العلم، باب ٥٠ - ١٣١.

فمنهم من استمر على أصل اللغة، وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيبنة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مختصره، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة، ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه، وهو مذهب إسحاق بن راهو يه والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهم.

ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل: فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، والإخبار بما يقرأ عليه، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق، ثم أحدث أتباعهم تفصيلاً آخر: فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال: «حدثني»، ومن سمع مع غيره جمع، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: «أخبرني»، ومن سمع بقراءة غيره جمع، وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب، فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته، نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين.

٦١ حدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ : "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِم، فَحَدَّثُونِي مَا هِي؟» رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِي يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "هِيَ النَّخْلَةُ».

[الحديث ٦١\_أطرافه في: ٢٦، ٧٢، ١٣١، ٢٢٠٩، ٢٦٩٨، ٥٤٤٥، ٥٤٤٨، ٦١٢٢، ٦١٤٤]

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۹۱)، كتاب العلم، باب ۱۶، ح۲۲.

<sup>(</sup>٢) - (٥/ ٥٨٥)، كتاب البيوع، باب٩٤، ح٢٢٠٩.

قوله: (لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم) كذا في رواية أبي ذر بكسر ميم «مثل» وإسكان المثلثة، وفي رواية الأصيلي وكريمة بفتحهما وهما بمعنى، قال الجوهري: مِثْله ومَثْله كلمة تسوية كما يقال شبهه وشَبَهه بمعنى، قال: والمَثلُ بالتحريك أيضًا ما يضرب من الأمثال. انتهى. ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق ما رواه الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه: «قال: كنا عند رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة، أتدرون ما هي؟ قالوا: لا، قال: هي النخلة، لا تسقط لها أنملة، ولا تسقط لمؤمن دعوة»، ووقع عند المصنف في الأطعمة (١) من طريق الأعمش قال: حدثني مجاهد عن ابن عمر قال: «بينا نحن عند النبي عليه إذ أتى بجمار، فقال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم»، وهذا أعم من الذي قبله.

وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعًا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب والليف الحبال وغير ذلك مما لا/ يخفى، وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته ، ووقع عند المصنف في التفسير (٢) من طريق نافع عن ابن عمر قال: «كنا عند رسول الله ﷺ فقال: أخبروني بشجرة كالرجل المسلم، لا يتحاتّ ورقها ولا ولا ولا»، كذا ذكر النفي ثلاث مرات على طريق الاكتفاء، فقيل في تفسيره: ولا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيؤها ولا يبطل نفعها، ووقع في رواية مسلم ذكر النفي مرة واحدة، فظن إبراهيم بن سفيان الراوي عنه أنه متعلق بما بعده وهو قوله: « تؤتى أكلها». فاستشكله وقال: لعل « لا» زائدة، ولعله: «وتؤتى أكلها». وليس كما ظن، بل معمول النفي محذوف على سبيل الاكتفاء كما بيناه، وقوله «تؤتى» ابتداء كلام على سبيل التفسير لما تقدم، ووقع عند الإسماعيلي بتقديم: «تؤتي أكلهاكل حين» على قوله: «لا يتحات ورقها» فسلم من الإشكال.

قوله: (فوقع الناس) أي ذهبت أفكارهم في أشجار البادية، فجعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع وذهلوا عن النخلة ، يقال: وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها.

قوله: (قال عبد الله) هو ابن عمر الراوي، قوله: (ووقع في نفسي) بيَّن أبو عوانة في صحيحه من طريق مجاهد عن ابن عمر وجه ذلك قال: فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي

<sup>(</sup>١) (٣٦٧/١٢)، كتاب الأطعمة، باب٤١، ح٤٤٤٥.

<sup>(</sup>۲۲۳/۱۰)، كتاب التفسير، باب١، - ٤٦٩٨.

أتي به، وفيه إشارة إلى أن المُلْغَز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن المُلْغِز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للمُلْغَز بابًا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه.

قوله: (فاستحييت) زاد في رواية مجاهد في «باب الفهم في العلم» (١١): «فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم»، وله في الأطعمة (٢): «فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم»، وفي رواية نافع: «ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه»، وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند المؤلف في «باب الحياء في العلم» (٣) «قال: عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا»، زاد ابن حبان في صحيحه: أحسبه قال: حمر النعم.

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه، وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي الله أنه نهى عن الأغلوطات قال الأوزاعي أحد رواته: هي صعاب المسائل - فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه، أو ما خرج على سبيل تعنت المسئول أو تعجيزه، وفيه التحريض على الفهم في العلم، وقد بوب عليه المؤلف: «باب الفهم في العلم» (٤)، وفيه استحباب الحياء ما لم يؤد إلى تفويت مصلحة، ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت، وقد بوب عليه المؤلف في العلم (٥) وفي الأدب (١)، وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره، وقد بوب عليه المصنف أيضًا (٧)، وفيه دليل على أن بيع الجمار جائز، لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه، ولهذا بوب عليه المؤلف في البيوع (٨)، وتعقبه ابن بطال (٩) لكونه من المجمع عليه، وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه لأنه أورده عقب

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۹۱)، کتاب العلم، باب ۱۶، ح ۷۲.

<sup>(</sup>٢) (٣٦٧/١٢)، كتاب الأطعمة، باب٤٢، ح٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٩٩)، كتاب العلم، باب٥٠، ح١٣١.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٩١)، كتاب العلم، باب ١٤، - ٧٢.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٣٩٩)، كتاب العلم، باب٥٠، - ١٣١.

<sup>(</sup>٦) (١٣/ ٦٩٤)، كتاب الأدب، باب٧٩، ح١١٢٢.

<sup>(</sup>٧) (١٢/ ٣٧٤)، كتاب الأطعمة، باب٤٦، ح٤٤٨٥.

<sup>(</sup>٨) (٥/ ٦٨٥)، كتاب البيوع، باب٩٤، ح٢٢٠٩.

<sup>.(</sup>٣٢٩/٦) (٩)

حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فكأنه يقول: لعل متخيلاً لا يتخيل أن هذا من ذاك، وليس كذلك، وفيه دليل على جواز تجمير النخل، وقد بوب عليه في الأطعمة (١) لئلا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال، وأورده في تفسير (٢) قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كُلِمَةً طَيِّبَةً ﴾ [إبراهيم: ٢٤] إشارة منه إلى أن المراد بالشجرة النخلة، وقد ورد صريحًا فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قرأ رسول الله على فذكر هذه الآية فقال: أتدرون ما هي قال ابن عمر: لم يَخفَ على أنها النخلة، فمنعني أن أتكلم مكان سني، فقال رسول الله على النخلة،

ويجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه في أتي بالجمار فشرع في أكله تاليًا للآية قائلاً: "إن من الشجر شجرة . . . » إلى آخره ، ووقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي في قال: "من يخبرني عن شجرة مثلها مثل/ المؤمن أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ . . . » فذكر الحديث ، وهو يؤيد رواية البزار ، قال القرطبي (٢٠) : فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت ، وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب ، وأنه لا يزال مستورًا بدينه ، وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميتًا . انتهى . وقال غيره : والمراد بكون فرع المؤمن في السماء رفع عمله وقبوله ، وروى البزار أيضًا من طريق سفيان بن حسين عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله في : "مثل المؤمن مثل النخلة ، ما أتاك منها نفعك » ، هكذا أورده مختصرًا وإسناده صحيح ، وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة ، وأطمئ زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة بالمقصود بأوجز عبارة ، وأطمئ زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة رائحة مني الآدمي ، أو لأنها تعشق ، أو لأنها تشرب من أعلاها ، فكلها أوجه ضعيفة ؛ لأن رائحة مني الآدمي ، أو لأنها تعشق ، أو لأنها تشرب من أعلاها ، فكلها أوجه ضعيفة ؛ لأن رائحة مني الآدمي ، أو لأنها تعشق ، أو لأنها تشرب من أعلاها ، فكلها أوجه ضعيفة ؛ لأن زعم أن ذلك لم ونها خلقت من فضلة طين آدم فإن الحديث في ذلك لم يثبت . والله أعلم .

وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام، وتصوير المعاني لترسخ في الذهن، ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة، وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه، فإن المؤمن لا يماثله شيء من الجمادات ولا يعادله، وفيه

<sup>(</sup>١) (١١/ ٣٦٧)، كتاب الأطعمة، باب٤١، ح٤٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ٢٦٣)، كتاب التفسير، باب١، ح ٢٦٩٨.

<sup>(</sup>٣) المقهم (٦/ ٧٠١).

توقير الكبير، وتقديم الصغير أباه في القول، وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب، وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لأن العلم مواهب، والله يؤتي فضله من يشاء، واستدل به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله، وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور، ووجه تمني عمر رضي الله عنه ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره، وليزداد من النبي و حظوة، ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم، وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها.

(فائدة): قال البزار في مسنده: لم يرو هذا الحديث عن النبي على بهذا السياق إلا ابن عمر وحده، ولما ذكره الترمذي قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وأشار بذلك إلى حديث مختصر لأبي هريرة، أورده عبد بن حميد في تفسيره لفظه: «مثل المؤمن مثل النخلة»، وعند الترمذي أيضًا والنسائي وابن حبان من حديث أنس أن النبي على قرأ: ﴿ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة وقال: «هي النخلة» تفرد برفعه حماد بن سلمة، وقد تقدم أن في رواية مجاهد عن ابن عمر أنه كان عاشر عشرة، فاستفدنا من مجموع ما ذكرناه أن منهم أبا بكر وعمر وابن عمر، وأبا هريرة وأنس بن مالك إن كانا سمعا ما روياه من هذا الحديث في ذلك المجلس. والله تعالى أعلم.

### ٥-باب طَرْح الإمَام الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم

٦٢ حدَّثَ نَا خَالِدُ بِنُ مَخْلَدِ حَدَّثَ نَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِم، حَدَّثُونِي مَا هِي؟» قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي. قَالَ عَبْدُ الله: فَوقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ. ثُمَّ قَالُوا: حَدَّثُ نَا مَا هِي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ».

[تقدم في: ٦١، الأطراف: ٧٢، ١٣١، ٢٢٠٩، ٢٦٩٨، ٤٤٤٥، ٨٤٥٥، ٢١٢٢، ١١٤٤]

قوله: (باب طرح الإمام المسألة) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور بلفظ قريب من لفظ الذي قبله، وإنما/ أورده بإسناد آخر إيثارًا لإبداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي عليه التكرار بلا الذي قبله، وأما دعوى الكرماني (١) أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهم، وأن رواية المداعة عني تراجم مصنفاتهم، وأن رواية

<sup>(17/41).</sup> 

قتيبة هنا كانت في بيان معنى التحديث والإخبار، ورواية خالد كانت في بيان طرح الإمام المسألة، فذكر الحديث في كل موضع عن شيخه الذي روى له الحديث لذلك الأمر، فإنها غير مقبولة، ولم نجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد في التراجم، ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره، وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه، والذي ادعاه الكرماني يقتضي أنه لا مزية له في ذلك لأنه مقلد فيه لمشايخه، ووراء ذلك أن كلاً من قتيبة وخالد بن مخلد لم يُذكر لاحد منهما ممن صنف في بيان حالهما أن له تصنيفًا على الأبواب فضلاً عن التدقيق في التراجم، وقد أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مرارا، ولم أجد له سلفًا في ذلك، والله المستعان. وراويه عن عبد الله بن دينار سليمان هو ابن بلال المدني الفقيه المشهور، ولم أجده من روايته إلا عند البخاري، ولم يقع لأحد ممن استخرج عليه، حتى أن أبا نعيم إنما أورده في المستخرج من طريق الفريري عن البخاري نفسه، وقد وجدته من رواية خالد بن مخلد الراوي عن سليمان المذكور الفريري عن البخاري نفسه، وقد وجدته من رواية خالد بن مخلد الراوي عن سليمان المذكور أخرجه أبو عوانة في صحيحه، لكنه قال: «عن مالك» بدل سليمان بن بلال، فإن كان محفوظًا فلخالد فيه شيخان، وقد وقع التصريح بسماع عبد الله بن دينار له من عبد الله بن عمر عند مسلم وغيره.

# ٦-باب مَا جَاءَ فِي الْعِلْمِ وَقَوْ لِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ إِلَّهُ اللهُ اللهُ عَالَى الْمُحَدِّثِ الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ الْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ اللهُ الْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ الْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ اللْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ الْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ اللْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ اللْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ اللْعَلَى الْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ اللْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ اللْعَرْضُ الْعِلْمُ الْعَرْضُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَرْضُ الْعِلْمُ الْعَرْضُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُرْضُ الْعَلْمُ الْعَرْضُ الْعَلْمُ الْعَرْضُ الْعِلْمُ الْعَامُ الْعَلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَرْضُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَرْضُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ ا

ورَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ الْقَرَاءَةَ جَائِزَةً، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضِمَامٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ. وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ: أَشْهَدَنَا فُلانٌ، وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ. وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فَلانٌ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَوْفِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِم. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرَبْرِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: عَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فلا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثِنِي. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَاعَاصِم يَقُولُ عَنْ مَالِكِ وَسُفْيَانَ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِم وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ.

77 - حَدَّنَ الْمَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَاللَّهُ وَالْمَهُ وَاللَّهُ وَالْمَهُ وَاللَّهُ وَالْمَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَهُ وَاللَّهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَاللَّهُ وَال

قوله: (باب القراءة والعرض على المحدث) إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص؛ لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة؛ لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة، وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه، والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق، وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم، ولهذا بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن - وهو البصري -: لا بأس بالقراءة على العالم، ثم أسنده إليه بعد أن علقه وكذا ذكر عن سفيان الثوري وماك موصولاً أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه (١)، وقوله: «جائزا» وقع في رواية أبي ذر: «جائزة» أي القراءة؛ لأن السماع لا نزاع فيه .

قوله: (واحتج بعضهم) المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتاب النوادر له، كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة، ثم ظهر لي خلافه وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد، أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة قال: سمعت محمد بن إسماعيل

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (٢/ ٦٥).

البخاري يقول: قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي في القراءة على العالم، فقيل له، فقال: قصة ضمام بن ثعلبة قال: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، انتهى. وليس في المتن الذي ساقه البخاري بعد من حديث أنس في قصة ضمام أن ضمامًا أخبر قومه بذلك، وإنما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحمد (١) وغيره من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن أبن عباس قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة، فذكر الحديث بطوله، وفي آخره أن ضمامًا قال لقومه عندما رجع إليهم: ﴿إِن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتابًا، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، قال: ﴿فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ﴾، فمعنى قول البخاري: ﴿فأجازوه » أي قبلوه منه ، ولم يقصد الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث.

قوله: (واحتج مالك بالصك) قال الجوهري: الصك ـ يعني بالفتح ـ الكتاب، فارسي معرب. والجمع صكاك وصكوك، والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر، لأنه إذا قرئ عليه فقال: «نعم» ساغت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ هو بما فيه، فكذلك إذا قرئ على العالم فأقر به صح أن يروى عنه، وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن فرواه الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قال: سمعت مالكًا، وسئل عن الكتب التي تعرض عليه أيقول الرجل حدثني؟ قال: نعم، كذلك القرآن، أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول: أقرأني فلان؟ وروى الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قال: صحبت مالكًا سبع عشرة القرأني فلان؟ وروى الحاكم في علوم الحديث، ويقول: وسمعته يأبي أشد الإباء على من يقول: لا يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ، ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث، ويجزيك في القرآن، والقرآن أعظم؟ قلت: وقد انقرض الخلاف في كون القرآءة على الشيخ لا تجزي، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق، فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد قال: لا تَدَعُون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع.

وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مخالفتهم فقالوا: إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع من لفظه، ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه، ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن أبي ذئب ويحيى القطان، واعتلوا بأن الشيخ لوسها لم يتهيأ للطالب الردعليه، وعن أبي عبيد قال: القراءة عليَّ أثبت وأفهم لي من أن أتولى القراءة أنا، والمعروف عن مالك كما نقله المصنف

<sup>(</sup>١) المسند (ح ٢٢٦٠).

عنه وعن سفيان \_ وهو الثوري \_ أنهما سواء، والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه، ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى، ومن ثم كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب. والله أعلم.

قوله: (عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم)(١) ، هذا الأثر رواه الخطيب أتم سياقًا مما هنا، فأخرج من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي أن رجلاً سأل الحسن فقال: يا أبا سعيد منزلي بعيد، والاختلاف يشق عليّ، فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسًا قرأت عليك، قال: ما أبالي قرأت عليك أو قرأت عليّ، قال: فأقول حدثني الحسن؟ قال: نعم، قل: حدثني الحسن. ورواه أبو الفضل السليماني في كتاب الحث على طلب الحديث من طريق سهل بن المتوكل قال: حدثنا محمد بن سلام، بلفظ: «قلنا للحسن: هذه الكتب التي تُقرأ عليك أيش نقول فيها؟ قال: قولوا: حدثنا الحسن».

قوله: (الليث عن سعيد) في رواية الإسماعيلي من طريق يونس بن محمد عن الليث حدثني سعيد، وكذا لابن منده من طريق ابن وهب عن الليث، وفي هذا دليل على أن رواية النسائي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث قال: حدثني محمد بن عجلان وغيره عن سعيد موهومة معدودة من المزيد في متصل الأسانيد، أو يحمل على أن الليث سمعه عن سعيد بواسطة ثم لقيه فحدثه به. وفيه اختلاف آخر أخرجه النسائي والبغوي من طريق الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر، وذكره ابن منده من طريق الضحاك بن عثمان كلاهما عن سعيد عن أبي هريرة، ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخاري؛ لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبري مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان، لكن تترجح رواية الليث بأن المقبري عن أبي هريرة جادة مألوفة فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطًا متثبتًا، ومن ثم قال ابن أبي حاتم عن أبيه: رواية الضحاك. وهم، وقال الدارقطني في العلل: رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله يخرجه من هذا الوجه بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، وقد أشار يخرجه من هذا الوجه بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، وقد أشار الناس في ثابت وقد روى هذا الحديث، وما فر منه مسلم وقع في نظيره، فإن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت وقد روى هذا الحديث عن ثابت فارسله، ورجح الدارقطني رواية حماد.

قوله: (ابن أبي نمر) هو بفتح النون وكسر الميم، لا يعرف اسمه، ذكره ابن سعد في

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (٢/ ٦٥).

الصحابة، وأخرج له ابن السكن حديثًا، وأغفله ابن الأثير تبعًا لأصوله.

قوله: (في المسجد) أي مسجد رسول الله علية.

قوله: (ورسول الله على متكئ) فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، وفيه ماكان رسول الله عليه عليه من ترك التكبر لقوله بين ظهرائيهم، وهي بفتح النون أي بينهم، وزيد لفظ «الظهر» ليدل على أن ظهرًا منهم قدامه وظهرًا وراءه، فهو محفوف بهم من جانبيه، / والألف والنون فيه للتأكيد قاله صاحب الفائق، ووقع في رواية موسى بن إسماعيل الآتي ذكر ها آخر هذا الحديث في أوله: «عن أنس قال: نُهِينًا في القرآن أن نسأل النبي على، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل»، وكأن أنسًا أشار إلى آية المائدة، وسيأتي بسط القول فيها في التفسير (١) إن شاء الله تعالى.

قوله: (دخل) زاد الأصيلي قبلها: «إذ».

قوله: (ثم عقله) بتخفيف القاف أي شد على ساق الجمل بعد أن ثني ركبته حبلاً.

قوله: (في المسجد) استنبط منه ابن بطال (٢) وغيره طهارة أبوال الإبل وأرواثها، إذ لا يؤمن ذلك منه مدة كونه في المسجد، ولم ينكره النبي على ودلالته غير واضحة، وإنما فيه مجرد احتمال، ويدفعه رواية أبي نعيم: «أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله فدخل المسجد»، فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد، وأصرح منه رواية ابن عباس عند أحمد والحاكم ولفظها: «فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل»، فعلى هذا في رواية أنس مجاز الحذف، والتقدير: فأناخه في ساحة المسجد، أو نحو ذلك.

قوله: (الأبيض) أي المشرب بحمرة كما في رواية الحارث بن عمير «الأمغر» أي بالغين المعجمة، قال حمزة بن الحارث: هو الأبيض المشرب بحمرة. ويؤيده ما يأتي في صفته (٣) عليه أنه لم يكن أبيض ولاآدم، أي لم يكن أبيض صرفًا.

قوله: (أجبتك) أي سمعتك، والمراد إنشاء الإجابة، أو نزل تقريره للصحابة في الإعلام عنه منزلة النطق، وهذا لائق بمراد المصنف، وقد قيل: إنما لم يقل له: نعم؛ لأنه لم يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظيم، لاسيما مع قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَكَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مَا كُدُعَآءِ بَعْضِكُم

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۹۹)، كتاب التفسير «المائدة»، باب۱۲، ح٢٦٢ وما بعده.

<sup>(1) (1/331).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٢٠٠)، كتاب المناقب، باب٢٣، -٢٥٤٧.

بَعْضَاً ﴾ [النور: ٣٣] والعذر عنه إن قلنا إنه قدم مسلمًا أنه لم يبلغه النهي، وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب، وقد ظهرت بعد ذلك في قوله: «فمشد عليك في المسألة»، وفي قوله في رواية ثابت: «وزعم رسولك أنك تزعم»؛ ولهذا وقع في أول رواية ثابت عن أنس: «كنا نُهينا في القرآن أن نسأل رسول الله على عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع»، زاد أبو عوانة في صحيحه: «وكانوا أجرأ على ذلك منا»، يعني أن الصحابة واقفون عند النهي، وأولئك يعذرون بالجهل، وتمنوه عاقلاً ليكون عارفًا بما يسأل عنه، وظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطبة، وفي رواية ثابت من الزيادة أنه سأله: «من رفع السماء وبسط الأرض؟» وغير ذلك من المصنوعات، ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه، وكرر القسم في كل مسألة تأكيدًا وتقريرًا للأمر، ثم صرح بالتصديق، فكل ذلك دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله، ولهذا قال عمر في رواية أبي هريرة: «ما رأيت أحدًا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام».

قوله: (ابن عبد المطلب) بفتح النون على النداء، وفي رواية الكشميهني: «يا ابن» بإثبات حرف النداء، قوله: (فلا تجد) أي لا تغضب، ومادة: «وجد» متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر، بحسب اختلاف المعاني يقال في الغضب (موجدة)، وفي المطلوب (وجودًا)، وفي الضالة (وجدانًا)، وفي الحب (وجدًا) بالفتح، وفي المال (وُجدًا) بالضم، وفي الغنى (جدة) بكسر الجيم وتخفيف الدال المفتوحة على الأشهر في جميع ذلك، وقالوا أيضًا في المكتوب: و(جادة) وهي مولدة.

قوله: (أنشدك) بفتح الهمزة وضم المعجمة وأصله من النشيد، وهو رفع الصوت، والمعنى: سألتك رافعًا نشيدتي، قاله البغوي في شرح السنة، وقال الجوهري: نشدتك بالله أي سألتك بالله، كأنك ذكرته فنشد أي تذكر.

قوله: (آلله) بالمدفي المواضع كلها.

قوله: (اللهم نعم) الجواب حصل بنعم، وإنما ذكر اللهم تبركًا بها، وكأنه استشهد بالله في ذلك تأكيدًا لصدقه، ووقع في رواية موسى: «فقال: صدقت، قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله، قال: فمن خلق الأرض والجبال؟ قال: الله، قال: فمن جعل فيها المنافع؟ قال: الله، قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع، آلله أرسلك؟ قال: «نعم»، وكذا هو في رواية مسلم.

قوله: (أن تصلي) بتاء المخاطب فيه وفيما بعده، ووقع عند الأصيلي بالنون فيها، قال القاضي عياض: هو أوجه، ويؤيده رواية ثابت بلفظ: «إن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا»، وساق البقية كذلك، وتوجيه الأول أن كل ما وجب عليه وجب على أمته حتى يقوم دليل الاختصاص، ووقع في رواية الكشميهني والسرخسي: «الصلاة الخمس» بالإفراد على إرادة الجنس.

قوله: (أن تأخذ هذه الصدقة) قال ابن التين: فيه دليل على أن المرء لا يفرق صدقته بنفسه. قلت: وفيه نظر، وقوله: (على فقرائنا) خرج مخرج الأغلب لأنهم معظم أهل الصدقة.

قوله: (آمنت بما جئت به) يحتمل أن يكون إخبارًا وهو اختيار البخاري، ورجحه القاضي عياض (۱)، وأنه حضر بعد إسلامه مستثبتًا من الرسول على ما أخبره به رسوله إليهم؛ لأنه قال في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره: "فإن رسولك زعم"، وقال في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبراني: "أتنا كتبك وأتتنا رسلك"، واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن وصدق، ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول الله المحقق أن يكون قوله: "آمنت" إنشاء، ورجحه القرطبي (۱) لقوله: "زعم" قال: والزعم: القول الذي لا يوثق به، قاله ابن السكيت وغيره، قلت: وفيه نظر؛ لأن الزعم يطلق على القول المحقق أيضًا كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب، وأكثر سيبويه من قوله: "زعم الخليل" في مقام الاحتجاج، وقد أشرنا إلى ذلك في حديث أبي سفيان في بدء الوحي (۱)، وأما تبويب أبي داود عليه: "باب المشرك يدخل المسجد" فليس مصيرًا منه إلى أن في مما مشركًا، بل وجهه أنهم تركوا شخصًا قادمًا يدخل المسجد من غير استفصال، ومما فضما قدم مشركًا، بل وجهه أنهم تركوا شخصًا قادمًا يدخل المسجد من غير استفصال، ومما يؤيد أن قوله: "آمنت" إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد، بل عن عموم الرسالة وعن شرائع فلما ما ولو كان إنشاءً لكان طلب معجزة توجب له التصديق، قاله الكرماني (١٤)، وعكسه القرطبي (٥) فاستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزة، وكذا أشار إليه الن الصلاح. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الإكمال (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) المفهم (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٧٠)، كتاب بدء الوحى، باب ٢، ح٧.

<sup>(3) (7/11).</sup> 

<sup>(</sup>٥) المفهم (١/٤٢١).

(تنبيه): لم يذكر الحج في رواية شريك هذه، وقد ذكره مسلم وغيره فقال موسى في روايته: «وإن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً؟ قال: صدق»، وأخرجه مسلم أيضًا وهو في حديث أبي هريرة وابن عباس أيضًا، وأغرب ابن التين فقال: إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرض، وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان سنة خمس فيكون قبل فرض الحج، لكنه غلط من أوجه: أحدها: أن في رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول، وآية النهي في المائدة ونزولها متأخر جدًا، ثانيها: أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية، ومعظمه بعد فتح مكة، ثالثها: أن في القصة أن قومه أو فدوه، وإنما كان معظم الو فو دبعد فتح مكة، رابعها: في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه و دخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم، ولم يدخل بنو سعد في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه و دخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم، ولم يدخل بنو سعد مشروحًا في مكانه (۱) إن شاء الله تعالى، فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة تسع و به جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما، وغفل البدر الزركشي فقال: إنما لم يذكر الحج لأنه كان معلومًا عندهم في شريعة إبراهيم، انتهى، وكأنه لم يراجع صحيح مسلم فضلاً عن غيره.

قوله: (وأنا رسول من ورائي) «من» موصولة و «رسول» مضاف إليها، ويجوز تنوينه وكسر «من»، لكن لم تأت به الرواية، ووقع/ في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبراني: «جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله على وكان مسترضعًا فيهم \_ فقال: أنا وافد قومي ورسولهم»، وعند أحمد والحاكم: «بَعَثَ بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدًا إلى رسول الله على فقدم علينا» يدل على تأخير وفادته أيضًا؛ لأن ابن عباس إنما قدم المدينة بعد الفتح، وزاد مسلم في آخر الحديث قال: «والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهم ولا أنقص، فقال النبي على الن صدق ليدخلن الجنة»، وكذا هي في رواية موسى بن إسماعيل، ووقعت هذه الزيادة في حديث ابن عباس، وهي الحاملة لمن سمى المبهم في حديث طلحة ضمام بن ثعلبة كابن عبد البر وغيره، وقد قدمنا هناك أن القرطبي (٢) مال إلى أنه غيره، ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عن المقبري عن أبي هريرة التي أشرت إليها قبل من الزيادة في هذه القصة: أن ضمامًا قال بعد قوله: وأنا ضمام

<sup>(</sup>١) (٢٣/٩)، كتاب المغازي، باب٥٤.

<sup>(</sup>٢) المفهم (١/ ١٦٤).

ابن ثعلبة: «فأما هذه الهناة فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية» يعني الفواحش، فلما أن ولى قال النبي على: «فقه الرجل»، قال: وكان عمر بن الخطاب يقول: «ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام»، ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود: « فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام»، وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم العمل بخبر الواحد، ولا يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتا لأنه قصد اللقاء والمشافهة كما تقدم عن الحاكم، وقد رجع ضمام إلى قومه وحده فصدقوه وآمنوا كما وقع في حديث ابن عباس، وفيه نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه، ومنه قوله على عن «أنا ابن عبد المطلب».

وفيه الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد، وفيه رواية الأقران لأن سعيدًا وشريكًا تابعيان من درجة واحدة وهما مدنيان.

قوله: (رواه موسى) هو أبن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي شيخ البخاري، وحديثه موصول عند أبي عوانة في صحيحه وعند أبن منده في الإيمان، وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليمان بن المغيرة، وقد حولف في وصله؛ فرواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلا، ورجحها الدار قطني، وزعم بعضهم أنها علة تمنع من تصحيح الحديث، وليس كذلك بل هي دالة على أن لحديث شريك أصلاً.

قوله: (وعلي بن عبد الحميد) هو «المَعْنيّ» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها ياء النسب، وحديثه موصول عند الترمذي أخرجه عن البخاري عنه، وكذا أخرجه الدارمي عن علي بن عبد الحميد، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق.

قوله: (بهذا) أي هذا المعنى، وإلا فاللفظ كما بينا مختلف، وسقطت هذه اللفظة من رواية أبي الوقت وابن عساكر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(تنبيه): وقع في النسخة البغدادية ـ التي صححها العلامة أبو محمد بن الصغاني اللغوي بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت، وقابلها على عدة نسخ وجعل لها علامات ـ عقب قوله: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ثابت عن أنس، وساق الحديث بتمامه، وقال الصغاني في الهامش: هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا في النسخة التي قرئت على الفربري صاحب البخاري وعليها خطه. قلت: وكذا سقطت في جميع النسخ التي وقفت عليها. والله تعالى أعلم بالصواب.

### ٧ ـ باب مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْم بِالْعِلْم إِلَى الْبُلْدَانِ

وَقَالَ أَنَسُ: نَسَخَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الآفَاقِ، وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْبَى ابْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكُ ذَلِكَ جَائِزًا. وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ ابْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكُ ذَلِكَ جَائِزًا. وَاحْتَجَ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ حَيْثُ كَتَبَ لأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: / لا تَقْرَأُهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسُ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ

7٤ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى ، فَلَمَّا قَرَأَهُ بِكِتَابِهِ رَجُلا وَأَمَرَهُ أَنْ الْمُسَتَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَظِيمُ أَنْ يُمَرَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ .

[الحديث ٦٤ \_أطرافه في: ٢٩٣٩، ٤٤٢٤، ٢٢٦٤]

قوله: (باب ما يذكر في المناولة) ، لما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور، فمنها المناولة، وصورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي، فاروه عني، وقد قدمنا صورة عرض المناولة وهي إحضار الطالب الكتاب، وقد سوغ الجمهور الرواية بها، وردها من رد عرض القراءة من باب الأولى.

قوله: (إلى البلدان) أي إلى أهل البلدان، و «كتاب» مصدر وهو متعلق إلى ، وذكر البلدان على سبيل المثال، وإلا فالحكم عام في القرى وغيرها، والمكاتبة من أقسام التحمل، وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو يأذن لمن يثق به بكتبه، ويرسله بعد تحريره إلى الطالب، ويأذن له في روايته عنه، وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة ، ورجح قومٌ المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة، وقد جوز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهما، والأولى ما عليه المحقون من اشتراط بيان ذلك.

قوله: (نسخ عثمان المصاحف) هو طرف من حديث طويل يأتي الكلام عليه في فضائل القرآن (١) إن شاء الله تعالى، ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح، فإن عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها، والمستفاد من بعثه المصاحف إنما

<sup>(</sup>١) (١١/ ١٦٥)، كتاب فضائل القرآن، باب٣، ح٤٩٨٧.

هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان ، لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر عندهم.

قوله: (ورأى عبدالله بن عمر) گذا في جميع نسخ الجامع "عُمَر" بضم العين، وكنت أظنه العمري المدني، وخرجت الأثر عنه بذلك في "تغليق التعليق" (() وكذا جزم به الكرماني (۲)، ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد أنه غير العمري لأن يحيى أكبر منه سنًا وقدرا ، فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صريحًا، لكن وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الرحمن الحُبلي بضم المهملة والموحدة - أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال: انظر في هذا الكتاب، فما عرفت منه اتركه وما لم تعرفه المحمّة . . فذكر الخبر . وهو أصل في عرض المناولة ، وعبد الله يحتمل أن يكون ابن عمر و ابن عمر بن الخطاب، فإن الحُبلي سمع منه، ويحتمل أن يكون ابن عمر و ابن العاصي ، فإن الحُبلي مشهور بالرواية عنه ، وأما الأثر بذلك عن يحيى بن سعيد ومالك ، فأخرجه الحاكم في علوم الحديث من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: سمعت خالي مالك ابن أنس يقول: قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق: التقط لي مائة حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك ، قال مالك : فكتبتها ثم بعثتها إليه ، وروى الرامهرمزي من طريق إبن أبي أويس أيشًا عن مالك في وجوه التحمل قال: قراءتك على العالم ، ثم قراءته وأنت تسمع ، ثم أن يدفع/ إليك كتابه فيقول: ارو هذا عني .

قوله: (واحتج بعض أهل الحجاز) هذا المحتج هو الحميدي، ذكر ذلك في كتاب النوادر له، قوله: (في المناولة) أي في صحة المناولة، والحديث الذي أشار إليه لم يورده موصولاً في هذا الكتاب، وهو صحيح، وقد وجدته من طريقين (٣): إحداهما: مرسلة ذكرها ابن إسحاق في المغازي عن يزيد بن رومان، وأبو اليمان في نسخته عن شعيب عن الزهري كلاهما عن عروة بن الزبير، والأخرى: موصولة أخرجها الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد حسن، ثم وجدت له شاهدًا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير، فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحًا، وأمير السرية اسمه عبد الله بن جحش الأسدي أخو زينب أم المؤمنين، وكان تأميره في السنة الثانية قبل وقعة بدر، والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء

<sup>(1) (1/</sup> ۲۷).

 $<sup>(</sup>Y) \cdot (Y \mid Y)$ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تغليق التعليق (٢/ ٧٥).

التحتانية القطعة من الجيش، وكانوا اثني عشر رجلًا من المهاجرين.

قوله: (حتى تبلغ مكان كذاوكذا) هكذا في حديث جندب على الإبهام، وفي رواية عروة أنه قال له: «إذا سرت يومين فافتح الكتاب»، قالا: «ففتحه هناك فإذا فيه أن امض حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش، ولا تستكرهن أحدًا»، قال في حديث جندب: فرجع رجلان ومضى الباقون، فلقوا عمروبن الحضرمي ومعه عير أي تجارة لقريش فقتلوه، فكان أول مقتول من الكفار في الإسلام، وذلك في أول يوم من رجب، وغنموا ماكان معهم، فكانت أول غنيمة في الإسلام، فعاب عليهم المشركون ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ الآية [البقرة: ٢١٧]، ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة؛ فإنه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه، ففيه المناولة ومعنى المكاتبة، وتعقبه بعضهم بأن الحجة يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه، ففيه المناولة ومعنى المكاتبة، بخلاف من بعدهم، حكاه البيهقي. وأقول: شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختومًا وحامله مؤتمنًا، والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ، إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير. والله أعلم.

قوله: (حدثنا إسماعيل بن عبدالله) هو ابن أبي أويس، وصالح هو ابن كيسان.

قوله: (بعث بكتابه رجلاً) هو عبد الله بن حذافة السهمي كما سماه المؤلف في هذا الحديث في المغازي<sup>(۱)</sup>، وكسرى هو أبرويز بن هرمز بن أنوشروان، ووهم من قال هو أنوشروان، وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى بالمهملة وفتح الواو الممالة، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في المغازي<sup>(۲)</sup>.

قوله: (فحسبت) القائل هو ابن شهاب راوي الحديث، فقصة الكتاب عنده موصولة وقصة الدعاء مرسلة، ووجه دلالته على المكاتبة ظاهر، ويمكن أن يستدل به على المناولة من حيث أن النبي على ناول الكتاب لرسوله، وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله على وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه.

70 \_ حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَسَى بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُ ﷺ كِتَابًا - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ - فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَأُونَ كِتَابًا إِلا مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۰۸۰)، کتاب المغازی، باب۸۲، ح٤٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق.

لْقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ: نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنسٌ.

[الحديث: ٢٥، أطرافه في: ٢٩٣٨، ٢٩٣٨، ٥٨٧٤، ٥٨٧٥، ٥٨٧٥، ٥٨٧٥]

قوله: (عبدالله) هو ابن المبارك.

- قوله: (كتب أو أراد أن يكتب) شك من الراوي، ونسبة الكتابة إلى/ النبي على مجازية، أي كتب الكاتب بأمره.

قوله: (لا يقرأون كتابًا إلا مختومًا) يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث في هذا الباب لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختومًا ليحصل الأمن من توهم تغييره، لكن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلاً مؤتمنًا.

قوله: (فقلت) القائل هو شعبة، وسيأتي باقي الكلام على هذا الحديث في الجهاد (١) وفي اللباس (٢) إن شاء الله تعالى .

(فائدة): لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة، ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام المجردات عن الإجازة، وكأنه لا يرى بشيء منها، وقد ادعى ابن منده أن كل ما يقول البخاري فيه: «قال لي» فهي إجازة، وهي دعوى مردودة بدليل أني استقريت كثيرًا من المواضع التي يقول فيها في الجامع: «قال لي» فوجدته في غير الجامع يقول فيها «حدثنا»، والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث، فدل على أنها عنده من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ. والله أعلم.

### ٨ - باب مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

77 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْئِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّقَرِ النَّلَاثَةِ؟ أَمَّا النَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ قَالَ: «اللَّهُ أَخْبِرُكُمْ عَنِ النَّقَرِ النَّلَاثَةِ؟ أَمَّا النَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَعَ أَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «الْا أَخْبِرُكُمْ عَنِ النَّقَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا النَّالِثُ فَأَذَبَرَ ذَاهِبًا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ قَالَ: «الْا أَخْبِرُكُمْ عَنِ النَّقَرِ النَّلَاثَةِ؟ أَمَّا

<sup>(</sup>۱) (٧/ ۲۰٤)، كتاب الجهاد، بأب ١٠١، -٢٩٣٨.

<sup>(</sup>٢) (٣٦٦/١٣)، كتاب اللباس، باب٥٥، ح٧٧٢.

أَحَدُهُمْ فَأْوَى إِلَى اللهِ فَ آوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ».

[الحديث: ٦٦، طرفه في: ٤٧٤]

قوله: (باب من قعد حيث ينتهي به المجلس) مناسبة هذا لكتاب العلم من جهة أن المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم، فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه كما سنبينه، والتراجم الماضية كلها تتعلق بصفات العالم.

قوله: (مولى عقيل) بفتح العين، وقيل لأبي مرة ذلك للزومه إياه، وإنما هو مولى أخته أم هانئ بنت أبي طالب.

قوله: (عن أبي واقد) صرح بالتحديث في رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي كثير عن إسحاق فقال: عن أبي مرة أن أبا واقد حدثه، وقد قدمنا أن اسم أبي واقد: الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: عوف بن الحارث، وليس له في البخاري غير هذا الحديث، ورجال إسناده مدنيون، وهو في الموطأ، ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مرة، ولا عنه إلا إسحاق، وأبو مرة والراوي عنه تابعيان، وله شاهد من حديث أنس أخرجه البزار والحاكم.

قوله: (ثلاثة نفر) النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة، والمعنى. ثلاثة هم نفر، والنفر اسم جمع ولهذا وقع مميزًا للجمع كقوله تعالى: ﴿ يَسْعَةُ رَهْطٍ ﴾ [النمل: ٤٨].

قوله: (فأقبل اثنان) بعد قوله: «أقبل ثلاثة» هما إقبالان، كأنهم أقبلوا أولاً من الطريق فدخلوا المسجد مارين كما في حديث أنس، فإذا ثلاثة نفر يمرون، فلما رأوا مجلس النبي عليه أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبًا.

قوله: (فوقفاً) زاد أكثر رواة الموطأ: «فلما وقفا/ سلما» وكذا عند الترمذي والنسائي، لولم يذكر المصنف هنا ولا في الصلاة السلام، وكذا لم يقع في رواية مسلم، ويستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام، وأن القائم يسلم على القاعد، وإنما لم يذكر رد السلام عليهما اكتفاءً بشهرته، أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد، وسيأتي البحث فيه في كتاب الاستئذان (۱۱)، ولم يذكر أنهما صليا تحية المسجد إما لكون ذلك كان قبل أن تشرع، أو كانا على غير وضوء، أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصة، أو كان في غير وقت تنفل، قاله القاضي عياض بناءً على مذهبه في أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة.

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۱۲۷)، كتاب الاستئذان، باب۱۳، ح ۲۲٤٠.

قوله: (فوقفا على رسول الله على أي على مجلس رسول الله على أو «على» بمعنى عند.

قوله: (فرجة) بالضم والفتح معًا هي الخلل بين الشيئين، و «الحلقة» بإسكان اللام كل شيء مستدير خالي الوسط والجمع: «حلق» بفتحتين، وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادر، وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به.

قوله: (وأما الآخر) بفتح الخاء المعجمة، وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثاني.

قوله: (فأوى إلى الله فآواه الله) قال القرطبي (١): الرواية الصحيحة بقصر الأول ومد الثاني وهو المشهور في اللغة، وفي القرآن ﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ ﴾ [الكهف: ١٠] بالقصر، ﴿ وَمَاوَيْنَهُما إِلَى رَبُوعِ ﴾ [المؤمنون: ٥٠] بالمد، وحكي في اللغة القصر والمدمعًا فيهما، ومعنى أوى إلى الله لجأ إلى الله، أو على الحذف أي انضم إلى مجلس رسول الله على ومعنى فآواه الله أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه، وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة، كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة، وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذ، فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني، وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير.

قوله: (فاستحيا) أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياءً من النبي على وممن حضر، قاله القاضي عياض، وقد بين أنس في روايته سبب استحياء هذا الثاني، فلفظه عند الحاكم: «ومضى الثاني قليلاً ثم جاء فجلس»، فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث.

قوله: (فاستحيا الله منه) أي رحمه (٢) ولم يعاقبه.

<sup>(</sup>١) المفهم (٥/٧٠٥).

<sup>(</sup>۲) قوله: «فاستحبا الله منه أي رحمه»، وقوله: «فأعرض الله عنه أي سخط عليه»: في هذا التفسير للاستحياء والإعراض من الله عدول عن ظاهر اللفظ من غير موجب، والحامل على هذا التفسير عند من قال به هو اعتقاده أن الله لا يوصف بالحياء أو الإعراض حقيقة؛ لتوهم أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، وليس كذلك بل القول في الاستحياء والإعراض كالقول في سائر ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله على من الصفات، والواجب في جميع ذلك هو الإثبات مع نفي مماثلة المخلوقات، وقد ورد في الحديث: «إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا» [أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه].

وفي ذكر الاستحياء والإعراض في هذا الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وشواهده كثيرة. [البراك]

قوله: (فأعرض الله عنه) أي سخط عليه (۱)، وهو محمول على من ذهب معرضًا لا لعذر، هذا إن كان مسلمًا، ويحتمل أن يكون منافقًا، واطلع النبي على أمره، كما يحتمل أن يكون قوله على الله عنه الله عنه إخبارًا أو دعاء، ووقع في حديث أنس: «استغنى فاستغنى الله عنه»، وهذا يرشح كونه خبرًا، وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلة، فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح، وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها وأن ذلك لا يعد من الغيبة، وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمُذكّر في المسجد، وفيه الثناء على المستحيي، والجلوس حيث ينتهي به المجلس، ولم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين. والله تعالى أعلم.

٩ ـ باب قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم : «رُبَّ مُبلَّغ أَوْعَى مِنْ سَامِع»

77 \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ النَّبِيَ ﷺ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ \_ أَوْ بِزِمَامِهِ \_ قَالَ: «أَيْ بَوْمَ هَذَا؟» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوى اسْمِهِ . قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى . قَالَ: «قَايُ شَهْرٍ هَذَا؟» فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ: «أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟» — فَالَ: «قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ وَأَصْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ فَلْنَا: بَلَى . قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ وَأَصْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا . لِيُبَلِّعُ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ».

[الحديث: ٢٧، أطرافه في: ١٠٥، ١٧٤١، ١٧٤١، ٣١٩٧، ٢٢٢٤، ٢٥٥٠، ٧٠٧٨، ٧٤٤٧]

قوله: (باب قول النبي على رب مبلغ أوعى من سامع) هذا الحديث المعلق، أورد المصنف في الباب معناه، وأما لفظه فهو موصول عنده في باب الخطبة بمنى من كتاب الحج (٢)، أورد فيه هذا الحديث من طريق قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن - حميد بن عبد الرحمن - كلاهما عن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله على يوم النحر قال: «أتدرون أي يوم هذا؟» وفي آخره هذا اللفظ، وغفل

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٦٩٧)، كتاب الحج، باب ١٣٢، ح ١٧٤١ في حديث طويل، وفيه هذا اللفظ، وانظر: تغليق التعليق(٢/ ٧٧).

القطب الحلبي ومن تبعه من الشراح في عزوهم له إلى تخريج الترمذي من حديث ابن مسعود فأبعدوا النجعة، وأوهموا علم تخريج المصنف له، والله المستعان، و «رب» للتقليل، وقد ترد للتكثير، و «مبلغ» بفتح اللام و «أوعى» نعت له، والذي يتعلق به «رب» محذوف وتقديره يوجد أو يكون، ويجوز على مذهب الكوفيين في أن رب اسم أن تكون هي مبتدأ وأوعى الخبر فلا حذف ولا تقدير، والمراة: رب مبلغ عني أوعى - أي أفهم - لما أقول من سامع مني، وصرح بذلك أبو القاسم بن منده في روايته من طريق هوذة عن ابن عون ولفظه: «فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لما أقول من بعض من شهد».

قوله: (بشر) هو ابن المفضل، ورجال الإسناد كلهم بصريون.

قوله: (ذكر النبي على النبي على المفعولية، وفي «ذكر» ضمير يعود على الراوي، يعني أن أبا بكرة كان يحدثهم فذكر النبي على المفعولية، وفي بعيره، وفي رواية النسائي ما يشعر بذلك، ولفظه عن أبي بكرة قال: «وذكر النبي عليه»، فالواو إما حالية وإما عاطفة والمعطوف عليه محذوف، وقد وقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة أن النبي على قعد ولا إشكال فيه.

قوله: (وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه) الشك من الراوي، والزمام والخطام بمعنى، وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى بالبُرة بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة في أنف البعير، وهذا الممسك سماه بعض الشراح بلالاً، واستند إلى ما رواه النسائي من طريق أم الحصين قالت: حججت فرأيت بلالاً يقود بخطام راحلة النبي على انتهى. وقد وقع في السنن من حديث عمرو بن خارجة قال: كنت آخذاً بزمام ناقة النبي في التهى. فذكر بعض الخطبة، فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال، لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة، فقد ثبت ذلك في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون ولفظه: «خطب رسول الله في على راحلته يوم النحر، وأمسكت إما قال: بخطامها، وإما قال: بزمامها عن الاضطراب حتى لا يشوش ممن دون أبي بكرة لا منه، وفائدة إمساك الخطام صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش على راكبه.

قوله: (أي يوم هذا؟) سقط من رواية المستملي والحموي السؤال عن الشهر والجواب الذي قبله فصار هكذا: «أي يوم هذا؟، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال: أليس بذي الحجة؟»، وكذا في رواية الأصيلي وتوجيهه ظاهر، وهو من إطلاق الكل على البعض، ولكن الثابت في الروايات عند مسلم وغيره ما ثبت عند الكشميهني وكريمة، وكذلك

وقع في رواية مسلم وغيره السؤال عن/ البلد، وهذا كله في رواية ابن عون، وثبت السؤال عن الثلاثة عندالمصنف في الأضاحي (۱) من رواية أيوب، وفي الحج (۲) من رواية قرة كلاهما عن ابن سيرين، قال القرطبي (۳): سؤاله ﷺ عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم، وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه، ولذلك قال بعد هذا: «فإن دمائكم. . . » إلخ، مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. انتهى. ومناط التشبيه في قوله: «كحرمة يومكم» وما بعده ظهوره عندالسامعين، لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتًا في نفوسهم، مقررًا عندهم، بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم، فلا يَرِدُ كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه؛ لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع، ووقع في الروايات التي أشرنا إليها عند المصنف وغيره أنهم اجابوه عن كل سؤال بقولهم: «الله ورسوله أعلم»، وذلك من حسن أدبهم؛ لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه؛ ولهذا قال في يخفى عليه ما يعرفونه من الحواب، وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه؛ ولهذا قال في رواية الباب: «حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه»، ففيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع، ويستفاد منه الحجة لمثبتي الحقائق الشرعية.

قوله: (فإن دماء كم . . .) إلخ ، هو على حذف مضاف ، أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم ، والعرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان ، سواء كان في نفسه أو سلفه .

قوله: (ليبلغ الشاهد) أي الحاضر في المجلس (الغائب) أي الغائب عنه، والمراد إما تبليغ القول المذكور أو تبليغ جميع الأحكام.

وقوله: (منه) صلة لأفعل التفضيل، وجاز الفصل بينهما لأن في الظرف سعة، وليس الفاصل أيضًا أجنبيًا.

(فائدة): وقع في حديث الباب: «فسكتنا بعد السؤال»، وعند المصنف في الحج (٤) من

١) (١٢/ ٥٤٩)، كتاب الأضاحي، باب٥، ح٥٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) (١٩٧/٤)، كتاب الحج، باب١٣٢، ح١٧٤١

<sup>(</sup>٣) المفهم (٥/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٦٩٧)، كتاب الحج، باب ١٣٢، ح١٧٣٩.

حديث ابن عباس أن رسول الله و خطب الناس يوم النحر فقال: «أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام»، وظاهرهما التعارض، والجمع بينهما أن الطائفة الذين كان فيهم ابن عباس أجابوا، والطائفة الذين كان فيهم أبو بكرة لم يجيبوا بل قالوا: الله ورسوله أعلم كما أشرنا إليه، أو تكون رواية ابن عباس بالمعنى؛ لأن في حديث أبي بكرة عند المصنف في الحج (١) وفي الفتن (٢) أنه لما قال: «أليس يوم النحر؟ قالوا بلى» بمعنى قولهم: «يوم حرام» بالاستلزام، وغايته أن أبا بكرة نقل السياق بتمامه، واختصره ابن عباس، وكأن ذلك كان بسبب قرب أبي بكرة منه لكونه كان آخذًا بخطام الناقة، وقال بعضهم: يحتمل تعدد الخطبة، فإن أراد أنه كررها في يوم النحر بين في حديث ابن عمر عند المصنف في الحج (٣) أن ذلك كان يوم النحر بين الجمرات في حجته.

وفي هذا الحديث من الفوائد - غير ما تقدم - الحث على تبليغ العلم، وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطًا في الأداء، وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة، واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظرًا من المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره، وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتيج إلى ذلك، وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة، وفيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه.

١٠ - باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَل

لقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩] فَبكاً بالْعِلْم

وَأَنَّ/ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرٍ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلْمَثَوَّا ﴾ [فاطر: ٢٨]، وقالَ: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا ٓ إِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ ۞ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]

﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمُعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُمَّا فِي أَصْمَنِ السَّعِيرِ ﴿ وَاللَّهُ بِهِ حَيْرًا بُفَقَهُ اللهُ وَ وَقَالَ : ﴿ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ بِهِ حَيْرًا بُفَقَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ » . " وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ » . " فَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ مِلْ وَاللَّهُ مِلْ حَيْرًا بُفَقَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُلْكُونَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

17.

<sup>(</sup>١) (٤/ ٦٩٧)، كتاب الحيم، باب ١٣٢، - ١٧٤١.

<sup>(</sup>۲) (۲۱/ ۲۷)، کتاب الفتن، باب۸، ح۷۰۷۸.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٦٩٧)، كتاب الحج، باب ١٣٢، - ١٧٤٢.

وَقَالَ أَبُو ذَرِّ: لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ -ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنْ يُ أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ: كُونُوا رَبَّانِيِّ أَنْفَذُتُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُونُوا رَبَّانِيِّينَ حُكَمَاءَ فُقَهَاءَ. وَيُقَالُ: الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ

قوله: (باب العلم قبل القول والعمل) قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل، فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: "إن العلم لا ينفع إلا بالعمل" تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه.

قوله: (فبدأ بالعلم) أي حيث قال: ﴿ فَأَعْلَرَ أَنَّمُ لَآ إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ثم قال: ﴿ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْكِكَ ﴾ [محمد: ١٩]، والخطاب وإن كان للنبي ﷺ فهو متناول لأمته، واستدل سفيان بن عينة بهذه الآية على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلاها فقال: ألم تسمع أنه بدأ به فقال: ﴿ فَأَعْلَرَ ﴾ ثم أمره بالعمل؟ وينتزع منها دليل ما يقوله المتكلمون من وجوب المعرفة، لكن النزاع كما قدمناه إنما هو في إيجاب تعلم الأدلة على القوانين المذكورة في كتب الكلام، وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الإيمان (١١).

قوله: (وأن العلماء) بفتح أن، ويجوز كسرها، ومن هنا إلى قوله: (وافر) طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححًا من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكناني، وضعفه غيرهم باضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، ولم يفصح المصنف بكونه حديثًا فلهذا لا يعد في تعاليقه، لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلاً، وشاهده في القرآن قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْتَنَا مِنْ عِبَادِناً ﴾ [فاطر: ٣٦]، ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث، فله حكمه فيما قام مقامه فيه.

قوله: (ورَّثُوا) بتشديد الراء المفتوحة، أي الأنبياء، ويروى بتخفيفها مع الكسر أي العلماء، ويؤيد الأول ما عند الترمذي وغيره فيه: و (إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم».

قوله: (بحظ) أي نصيب (وافر) أي كامل.

قوله: (ومن سلك طريقًا) هو من جملة الحديث المذكور، وقد أخرج هذه الجملة أيضًا مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث غير هذا، وأخرجه الترمذي

<sup>(</sup>١) (١/ ١٣٤)، كتاب الإيمان، باب١٣٠.

171

وقال: حسن، قال: ولم يقل له: صحيح؛ لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه فقال: حدثت عن أبي صالح، قلت: لكن في رواية مسلم عن أبي أسامة: عن الأعمش: «حدثنا أبو صالح» فانتفت تهمة تدليسه.

قوله: (طريقًا) نكرها ونكر (علمًا) ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية، وليندرج فيه القليل والكثير.

قوله: (سهل الله له طريقًا) أي في الآخرة، أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة.

قوله: (وقال) أي الله عز وجل، وهو معطوف على قوله: لقول الله ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ ﴾ \_ [فاطر: ٢٨] أي يخاف من الله من/ علم قدرته وسلطانه وهم العلماء قاله ابن عباس.

قوله: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهُ كَا ﴾ [العنكبوت: ٤٣]، أي الأمثال المضروبة.

قوله: ﴿ لَوْ كُنَّا نَسَمَعُ ﴾ [الملك: ١٠] أي سمع من يعي ويفهم ﴿ أَوْ نَعْقِلُ ﴾ عقل من يميز، وهذه أوصاف أهل العلم، فالمعنى: لو كنامن أهل العلم لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به فنجونا.

قوله: (وإنما العلم بالتعلم) هو حديث مرفوع أيضًا، أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية أيضًا بلفظ: «يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» إسناده حسن، إلا أن فيه مبهمًا اعتضد بمجيئه من وجه آخر، وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفًا، ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعًا، وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره، فلا يُغتر بقول من جعله من كلام البخاري، والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم.

قوله: (وقال أبو ذر . . . ) إلخ ، هذا التعليق (٢) رويناه موصولاً في مسند الدارمي وغيره

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۸۹)، كتاب العلم، باب ۱۳، ح ۷۱.

<sup>(</sup>۲) انظر: تغليق التعليق (۱/ ۷۹).

من طريق الأوزاعي: حدثني أبو كثير \_ يعني مالك بن مرثد \_ عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه، ثم قال: ألم تنه عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم . . . فذكر مثله، ورويناه في الحلية من هذا الوجه، وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش، وأن الذي نهاه عن الفتيا عثمان رضي الله عنه، وكان سبب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية في تأويل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ [التوبة: ٣٤] فقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب خاصة، وقال أبو ذر: نزلت فيهم وفينا، فكتب معاوية إلى عثمان، فأرسل إلى أبي ذر، فحصلت منازعة أدت إلى انتقال أبي ذر عن المدينة فسكن الرَّبذة \_ بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة \_ إلى أن مات . رواه النسائي، وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا؛ لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي على عنمان نحوه، ولعله أيضًا سمع الوعيد في حق من كتم علمًا يعلمه، وسيأتي لعلي مع عثمان نحوه، والصمصامة بمهملتين الأولى مفتوحة هو السيف الصارم الذي لا ينثني، وقيل: الذي له حدواحد.

قوله: (هذه) إشارة إلى القفا، وهو يذكر ويؤنث، و «أُنفِذ» بضم الهمزة وكسر الفاء والذال المعجمة أي أمضى، و «تُجِيزوا» بضم المثناة وكسر الجيم وبعد الياء زاي، أي تكملوا قتلي، ونكر «كلمة» ليشمل القليل والكثير، والمراد أنه يبلغ ما تحمله في كل حال و لا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل، و «لو» في كلامه لمجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع، أو المراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير وضع الصمصامة، وعلى تقدير عدم حصوله أولى، فهو مثل قوله: «لو لم يخف الله لم يعصه»، وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبًا للثواب.

قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق<sup>(۱)</sup> وصله ابن أبي عاصم أيضًا بإسناد حسن، والخطيب بإسناد آخر حسن، وقد فسر ابن عباس: «الرباني» بأنه الحكيم الفقيه، ووافقه ابن مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح، وقال الأصمعي والإسماعيلي: الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل، وقال ثعلب: قيل للعلماء: ربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به، وزيدت/ الألف والنون للمبالغة، والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية؟ والتربية على هذا

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (١/ ٨٠).

للعلم، وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه، والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها، وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده، وقال ابن الأعرابي: لا يقال للغالم رباني حتى يكون عالمًا معلمًا عاملًا.

(فائدة): اقتصر المصنف في هذا الباب على ما أورده من غير أن يورد حديثاً موصولاً على شرطه، فإما أن يكون بيض لعليورد فيه ما يثبت على شرطه، أو يكون تعمد ذلك اكتفاءً بما ذكر، والله أعلم.

### ١١ - باب مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْمِلْمِ كَيْ لا يَنْفِرُوا والْعِلْم كَيْ لا يَنْفِرُوا

٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتَخُولُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيّامُ، كَرَاهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

[الحديث: ٦٨ ، طرفاه في: ٧٠ ، ٦٤١٦]

قوله: (باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم) هو بالخاء المعجمة، أي يتعهدهم، والموعظة النصح والتذكير، وعطف العلم عليها من باب عطف العام على الخاص؛ لأن العلم يشمل الموعظة وغيرها، وإنما عطفه لأنها منصوصة في الحديث، وذكر العلم استنباطًا.

قوله: (لثلا ينفروا) استعمل في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهما، وتضمن ذلك تفسير السآمة بالنفور وهما متقاربان، ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيرًا من تفسير الرباني، كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ، وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذلك.

قوله: (سفيان) هو الثوري، وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن عيينة، لكن محمد بن يوسف الفريابي؛ وإن كَان يروي عن السفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثوري، كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي وإن كان يروي عن محمد بن يوسف البيكندي أيضًا، وقد وهم من زعم أنه هنا البيكندي.

قوله: (عن أبي واثل) في رواية أحمد المذكورة: سمعت شقيقًا وهو أبو واثل، وأفاد هذا التصريح رفع ما يتوهم في رواية مسلم التي أخرجها من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله فذكر الحديث، قال علي بن مسهر: قال الأعمش: وحدثني عمر و بن مرة عن

شقيق عن عبد الله مثله، فقد يوهم هذا أن الأعمش دلسه أولاً عن شقيق، ثم سمى الواسطة بينهما، وليس كذلك، بل سمعه من أبي وائل بلا واسطة وسمعه عنه بواسطة، وأراد بذكر الرواية الثانية وإن كانت نازلة تأكيده، أو لينبه على عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه نازلاً فلم يقنع بذلك حتى سمعه عاليًا، وكذا صرح الأعمش بالتحديث عند المصنف في الدعوات(١) من رواية حفص بن غياث عنه قال: حدثني شقيق. وزاد في أوله أنهم كانوا ينتظرون عبد الله بن مسعود ليخرج إليهم فيذكرهم، وأنه لما خرج قال: أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم . . . فذكر الحديث .

قوله: (كان يتخولنا) بالخاء المعجمة وتشديد الواو، قال الخطابي (٢): الخايل بالمعجمة هو القائم المتعهد للمال، يقال: خال المال يخوله تخولاً إذا تعهده وأصلحه، والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل. والتخون بالنون أيضًا، يقال: تخون الشيء إذا تعهده وحفظه، أي اجتنب الخيانة فيه، كما قيل في تحنث وتأثم ونظائر هما. وقد عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية، وكلا اللفظين جائز، وحكى أبو عبيدالهروي في الغريبين <sup>(٣)</sup> 1٦٣ عن أبي عمرو الشيباني أنه كان يقول: الصواب\_«يتحولنا» بالحاء المهملة أي يتطلب أحوالنا التي ننشط فيها للموعظة، قلت: والصواب من حيث الرواية الأولى، فقد رواه منصور عن أبي واثل كرواية الأعمش، وهو في الباب الآتي<sup>(٤)</sup>، وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض.

قوله: (علينا) أي السآمة الطارئة علينا، أو ضمن السآمة معنى المشقة فعداها بعلى، والصلة محذوفة والتقدير من الموعظة، ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يومًا بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يومًا في الجمعة، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط، واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي ﷺ حتى في اليوم الذي عينه، واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه

<sup>(</sup>١٤/ ٤٨٧)، كتاب الدعوات، باب٢٩، ح١١١٦.

الأعلام (١/ ١٩٤). **(Y)** 

 $<sup>(</sup>Y \setminus A \Gamma Y)$ . (٣)

<sup>(</sup>١/ ٢٨٨)، كتاب العلم، باب١٢، ح٠٧. (1)

بالتخول، والثاني أظهر. وأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهية تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائمًا، وجاء عن مالك ما يشبه ذلك.

٦٩ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَسَرُوا وَلا تُعَسِّرُوا» وَبَشَرُوا وَلا تُنَفِّرُوا»

[الحديث ٦٩ ـ طرفه في: ٦١٢٥]

قوله: (أبو التياح) تقدم أنه بفتح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية وآخره مهملة.

قوله: (ولا تعسروا) الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيدًا، وقال النووي<sup>(۱)</sup>: لو اقتصر على يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرًا، فقال: «ولا تعسروا» لنفي التعسير في جميع الأحوال، وكذا القول في عطفه عليه: «ولا تنفروا». وأيضًا فإن المقام مقام الإطناب لا الإيجاز. قوله: (وبشروا) بعد قوله: «يسروا» فيه الجناس الخطي، ووقع عند المصنف في الأدب<sup>(۲)</sup> عن آدم عن شعبة بدلها: «وسكنوا» وهي التي تقابل «ولا تنفروا»؛ لأن السكون ضد النفور، كما أن ضد البشارة النذارة، لكن لما كانت النذارة وهي الإخبار بالشر في ابتداء التعليم توجب النفرة قوبلت البشارة بالتنفير، والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء، وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل، وكذا تعلم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاً حُبِّبَ إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبًا الازدياد، بخلاف ضده. والله تعالى أعلم.

١٢ - باب مَنْ جَعَلَ لأهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

٧٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْ تَنَا كُلَّ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْ تَنَا كُلَّ يَعْمُ إِللَّهُ يَنَخُو النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكُ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَعْمُ إِلَى الْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ يَعْمُ عَلَيْنَا .
 النَّبِيُ ﷺ يَتَخُو النَّابِهَا ؟ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا .

[تقدم في: ٦٨: الأطراف: ٦٨، ٦٤١]

<sup>(</sup>١) المنهاج (١٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>۲) (۱۳/ ۱۹۲)، کتاب الأدب، باب۸۰، ح۱۱۲۰.

قوله: (باب من جعل لأهل العلم يومًا معلومًا) في رواية كريمة: «أيامًا معلومة»، وللكشميهني: «معلومات»، وكأنه/ أخذ هذا من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس، أو \_\_\_\_\_\_ من استنباط عبدالله ذلك من الحديث الذي أورده.

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد، و(منصور) هو ابن المعتمر .

قوله: (كان عبدالله) هو ابن مسعود، وكنيته أبو عبدالرحمن.

قوله: (فقال له رجل) هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخعي، وفي سياق المصنف في أواخر الدعوات (١) ما يرشد إليه .

قوله: (لوددت) اللام جواب قسم محذوف، أي: والله لوددت، وفاعل "يمنعني" "أني أكره" بفتح همزة "أني»، و «أملكم» بضم الهمزة أي أضجركم، و "إني» الثانية بكسر الهمزة، وقد تقدم شرح المتن قريبًا (٢)، والإسناد كله كوفيون، وحديث أنس الذي قبله بصريون.

#### ١٣ ـ باب مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ مُفِي الدِّينِ

٧١ \_ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ ».

[الحديث: ٧١، أطرافه في: ٧٤٦٠، ٣٦٤١، ٣٦٤١]

قوله: (باب من يردالله به خيرًا يفقهه في الدين) ليس في أكثر الروايات في الترجمة قوله: «في الدين» وثبتت للكشميهني.

قوله: (حدثنا سعيد بن عفير) هو سعيد بن كثير بن عفير، نسب إلى جده، وهو بالمهملة مصغرًا، قوله: (عن ابن شهاب) قال حميد في الاعتصام (٣) للمؤلف من هذا الوجه: أخبرني حميد. ولمسلم: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، زاد تسمية جده.

قوله: (سمعت معاوية) هو ابن أبي سفيان .

<sup>(</sup>۱) (٤٨٧/١٤)، كتاب الدعوات، باب ٦٩، ح١ ٦٤١.

<sup>(</sup>۲) (۱/۲۸٦)، كتاب العلم، باب ۱۱، ح ۲۸.

<sup>(</sup>٣) (١٩٩/١٧)، كتاب الاعتصام، باب١٠ ، ح١٣١٢.

قوله: (خطيبًا) هو حال من المفعول، وفي رواية مسلم وفي الاعتصام «سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو يخطب، وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: أحدها: فضل التفقه في الدين، وثانيها: أن المعطى في الحقيقة هو الله، وثالثها: أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدًا، فالأول لاثق بأبواب العلم، والثاني لاثق بقسم الصدقات؛ ولهذا أورده مسلم في الزكاة، والمؤلف في الخُمس (١)، والثالث لائق بذكر أشراط الساعة، وقد أورده المؤلف في الاعتصام (٢)؛ لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد، وسيأتي بسط القول فيه هناك، وأن المراد بأمر الله هنا: الربح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان، ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وقلاتتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم ـ بل بترجمة هذا الباب خاصة من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودًا حتى يأتي أمر الله، وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال القاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، وقال النووي (٢٦): يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. قلت: وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام (٤) إن شاء الله تعالى.

قوله: (يفقهه) أي يفهمه كما تقدم، وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط، يقال: فَقُه الضم إذا صار الفقه له سجية، / وفَقَه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفَقِه بالكسر إذا فهم، ونكر «خيرًا» ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه، ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين - أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف وزاد في آخرة: «ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به والمعنى صحيح ولان من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه،

<sup>(</sup>١) (٧/ ٣٧٦)، كتاب فرض الخُمْس، باب٧، ح٣١١٦.

<sup>(</sup>٢) (١٩٩/١٧)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ١٠، ح٢١٣٠.

<sup>(</sup>٣) المنهاج (١٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) (١٧/ ١٩٩ ـ ٢٠٣)، كتاب الاعتصام، باب١٠.

فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير ، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم . وسيأتي بقية الكلام على الحديثين الآخرين في موضعهما من الخُمْس (١) والاعتصام (٢) إن شاءالله تعالى .

وقوله: «لن تزال هذه الأمة» يعني بعض الأمة كما يجيء مصرحًا به في الموضع الذي أشرت إليه إن شاء الله تعالى .

١٤ ـ باب الْفَهْم فِي الْعِلْم

٧٧ حدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلا حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَأُتِي بِجُمَّارٍ فَقَالَ: "إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثُلَ الْمُسْلِمِ". فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخُلَةُ ، فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْم، فَسَكَتُ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هِيَ النَّخُلَةُ ».

[تقدم في: ٦١، الأطراف: ٦١، ٢٢، ١٣١، ٣٢٠٩، ٣٢٥٩، ٥٤٤٤، ٥٤٤٨، ٢٦٢٢، ٦١٤٤]

قوله: (باب الفهم) أي فضل الفهم (في العلم) أي في العلوم.

قوله: (حدثنا علي) في رواية أبي ذر: «ابن عبدالله» وهو المعروف بابن المديني.

قوله: (حدثنا سفيان قال: قال لي ابن أبي نجيح) في مسند الحميدي عن سفيان: حدثني ابن أبي نجيح.

قوله: (صحبت ابن عمر إلى المدينة) فيه ما كان بعض الصحابة عليه من توقي الحديث عن النبي على إلا عند الحاجة خشية الزيادة والنقصان، وهذه كانت طريقة ابن عمر ووالده عمر وجماعة، وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتيه، وقد تقدم الكلام على متن حديث الباب في أوائل كتاب العلم (٣)، ومناسبته للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النبي على المسألة عند إحضار الجمار إليه فَهم أن المسؤول عنه النخلة، فالفَهْم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل، وقد أُخرج أحمد في حديث أبي سعيد الآتي في الوفاة النبوية (٤) حيث قال النبي على النبي الله عنه النبي المسؤول عنه النبي الله عنه النبوية (١٤) حيث قال النبوية (١٤)

<sup>(</sup>۱) (٧/ ٣٧٦) كتاب فرض الخمس، باب٧، ح١١٦.

<sup>(</sup>٢) (١٧/ ١٩٩)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب١٠، ح٢٣١٢.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٥٩)، كتاب العلم، باب٤، ح٦١.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في التغليق (١/ ٨٣): هذا مشهور في كثير من الأحاديث، منها حديث ابن عباس: كنت =

«إن عبدًا خيره الله» فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا، فتعجب الناس. وكان أبو بكر فهم من المقام أن النبي على هو المخير، فمن ثم قال أبو سعيد: وكان أبو بكر هو أعلمنابه. والله الهادي إلى الصواب.

## ١٥ - باب الاغتباط في الْعِلْم وَالْحِكْمَةِ

وَقَالَ عُمَرُ: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا. قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَبَعْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا.

وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ (١)

٧٣ حدَّثَ نَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَ نَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَ نَاهُ اللَّهُ مَا لَا يَسْمِعْتُ عَبْدَ اللَّه بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ اللَّهُ مَا لاَ فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَا لاَ فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَا لاَ فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَا لاَ فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

[الحديث: ٧٣، أطرافه في: ١٤٠٩، ١٤١١، ٢٦٣١]

/ قوله: (باب الأغتباط في العلم) هو بالغين المعجمة.

177

قوله: (في العلم والحكمة) فيه نظير ما ذكرنا في قوله بالموعظة والعلم، لكن هذا عكس ذاك، أو هو من العطف التفسيري إن قلنا: إنهما مترادفان.

قوله: (وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا) هو بضم المثناة وفتح المهملة وتشديد الواو أي تُجْعَلوا سادة. زاد الكشميهني في روايته: «قال أبو عبد الله» أي البخاري: «وبعد أن تسودوا إلى قوله سنهم»، أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة (٢) وغيره من طريق محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر . . . فذكره ، وإسناده صحيح ، وإنما عقبه البخاري بقوله: «وبعد أن تسودوا» ليبين أن لا مفهوم له خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه ، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببًا للمنع ؛ لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين ، ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه ملذي كان يتعلم فيه ، وقال الشافعي : إذا تصدر الحدث فاته علم كثير . وقد فسره أبو عبيد في

أقرئ عبد الرحمن بن عوف. وهو من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه (١٧/ ٢١٥)، كتاب
 الاعتصام، باب ٢١، ح٣٢٣.

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) المصنف (٨/٥٤٠).

كتابه: «غويب الحديث» (١) فقال: معناه تفقهوا وأنتم صغار، قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذعمن هو دونكم فتبقواجهالاً.

وفسره شمر اللغوي بالتزوج، فإنه إذا تزوج صار سيد أهله، ولاسيما إن وُلِدَ له. وقيل: أراد عمر الكف عن طلب الرياسة لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها. وهو حمل بعيد، إذ المراد بقوله: «تسودوا» السيادة، وهي أعم من التزويج، ولا وجه لمن خصصه بذلك، لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم. وجوز الكرماني (٢) أن يكون من السواد في اللحية فيكون أمرًا للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته، أو أمرًا للكهل قبل أن يتحول سواد اللحية إلى الشيب، ولا يخفى تكلفه، وقال ابن المنير (٣): مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط بها صاحبه، فإنه سبب لسيادته. كذا قال.

والذي يظهر لي أن مراد البخاري: إن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين: العلم، أو الجود، ولا يكون الجود محمودًا إلا إذا كان بعلم، فكأنه يقول: تعلمواالعلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق، ويقول أيضًا: إن تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية. ومعنى الغبطة تمني المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن يزول عنه، وهو المراد بالحسد الذي أطلق في الخبر كما سنبينه.

قوله: (حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري) يعني أن الزهري حدث سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل، ورواية سفيان عن الزهري أخرجها المصنف في التوحيد (٤) عن علي بن عبدالله عنه قال: قال الزهري عن سالم. ورواها مسلم عن زهير بن حرب، وغيره عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه، ساقه مسلم تامًا، واختصره البخاري. وأخرجه البخاري أيضًا تامًا في فضائل القرآن (٥) من

<sup>(1) (</sup>٣/٩/٣).

<sup>(</sup>٢) (٢/١٤،٢٤).

<sup>(</sup>٣) المتواري (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>٤) (١٧/ ١٧٥)، كتاب التوحيد، باب٤٥، ح٢٥٢٩.

<sup>(</sup>٥) (٩/ ٧٣)، كتاب فضائل القرآن، باب٢٠ ، ح٥٢٥ .

طريق شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله بن عمر . . . فذكره . وسنذكر ما تخالفت فيه الروايات بعد إن شاء الله تعالى .

قوله: (قال: سمعت) القائل هو إسماعيل على ما حررناه.

قوله: (لا حسد) الحسيد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه، والحق أنه أعم، وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه، أو مطلقًا ليساويه، وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل ، وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب/ المنهيات، واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصى الله تعالى، فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته، وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة ، وأطلق الحسد عليها مجازًا ، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة فهو محمود، ومنه: ﴿ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلمُّنَنَافِسُونَ ١٠٠٠ ﴾ [المطففين: ٢٦] ، وإن كان في المعصية فهو مذموم ، ومنه: «ولا تنافسوا». وإن كان في الجائزات فهو مباح، فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم\_أو أفضل - من الغبطة في هذين الأمرين. ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما، وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، ولفظ حديث ابن عمر: «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار»، والمراد بالقيام به العمل به مطلقًا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها ومن تعليمه، والحكم والفتوى بمقتضاه، فلا تخالف بين لفظي الحديثين، ولأحمد من حديث يزيد بن الأخسن السلمي: «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ويتبع ما فيه». ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع، والتقدير نفي الحسد مطلقًا، لكن هاتان الخصلتان محمودتان، ولاحسد فيهما فلاحسد أصلاً.

قوله: (إلا في اثنتين) كذا في معظم الروايات «اثنتين» بتاء التأنيث، أي: لاحسد محمود في شيء إلا في خصلتين، وعلى هذا فقوله: «رجل» بالرفع، والتقدير خصلة رجل حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وللمصنف في الاعتصام (١٠): «إلا في اثنين»، وعلى هذا فقوله: «رجل» بالخفض على البدلية أي خصلة رجلين، ويجوز النصب بإضمار أعني وهي رواية ابن ماجه.

قوله: (مالاً) نكَّره ليشمل القليل والكثير، قوله: (فسلط) كذا لأبي ذر، وللباقين

<sup>(</sup>۱) (۲۰۷/۱۷)، كتاب الاعتصام، باب۱۳، ۷۳۱٦، وفيه: «اثنتين».

«فسلطه»، وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح.

قوله: (هلكته) بفتح اللام والكاف أي إهلاكه، وعبر بذلك ليدل على أنه لا يُبُقِي منه شيئًا، وكمله بقوله: «في الحق» أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم.

قوله: (الحكمة) اللام للعهد؛ لأن المرادبها القرآن على ما أشرنا إليه قبل، وقيل: المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح.

(فائدة): زاد أبو هريرة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة كما ذكرناه، ولفظه: "فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل». أورده المصنف في فضائل القرآن (١)، وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري بفتح الهمزة وإسكان النون أنه سمع رسول الله على يقول . . . فذكر حديثاً طويلاً فيه استواء العامل في المال بالحق والمتمني في الأجر، ولفظه: "وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالاً، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالاً لعملت مثل ما يعمل فلان، فأجرهما سواء»، وذكر في ضدهما: "أنهما في الوزر سواء» وقال فيه: حديث حسن صحيح . وإطلاق كونهما سواء يرد على الخطابي في جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير . نعم يكون أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمن، لكن الأفضلية المستفادة منه هي بالنسبة إلى هذه الخصلة فقط لا مطلقًا، وسيكون لنا عودة إلى البحث في هذه المسألة في حديث: "الطاعم الشاكر كالصائم الصابر»، حيث ذكره المؤلف في كتاب الأطعمة (٢) إن شاء الله تعالى .

### ١٦ ـ باب مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى ﷺ فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ١٦٦]

٧٤ حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرِ الرُّهْرِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُ ابْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَّارِيُ فِي صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ خَضِرٌ. فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي بُنُ كَعْبٍ، ابْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنِ الْفَزَّارِيُ فِي صَاحِبِ مُوسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُو خَضِرٌ. فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي بُنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّةٍ يَقُولُ: قَلَى الْعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۲۲٤)، كتاب فضائل القرآن، باب۲۰، ح۲۲۰ه

<sup>(</sup>٢) (١٢/ ٣٩١)، كتاب الأطعمة، باب٥٦.

«بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلْإِمِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لاَ. فَأَوْحَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ

[الحديث: ٤٤، أطراف في: ٧٨، ١٢٢، ٧٢٢، ٨٧٧٢، ٨٧٣، ٣٤٠٠، ٢٠٣١، ٥٢٧٤، ٢٢٧٤، ٢٤٠٠، ٢٠٣٥، ٢٠٢٥، ٢٢٧٤، ٢٧٢٤، ٢٧٢٤، ٢

/ قوله: (باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر) هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم؛ لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه، ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله، فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله، وظاهر التبويب أن موسى ركب البحر لما توجه في طلب الخضر، وفيه نظر لأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه خرج في البر وسيأتي بلفظ: «فخرجا يمشيان»، وفي لفظ لأحمد: «حتى أتيا الصخرة»، وإنما ركب البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقيا، فيحمل قوله: «إلى الخضر» على أن فيه حذفًا، أي إلى مقصد الخضر، لأن موسى لم يركب البحر لحاجة نفسه، وإنما ركبه تبعًا للخضر، ويحتمل أن يكون التقدير ذهاب موسى في ساحل البحر، فيكون فيه حذف، ويمكن أن يقال: مقصود الذهاب إنما حصل بتمام القصة، ومن تمامها أنه ركب معه البحر، فأطلق على جميعها ذهابًا مجازًا، إما من إطلاق الكل على البعض أو من تسمية السبب باسم ما تسبب عنه، وحمله ابن المنير على أن «إلى» بمعنى «مع».

وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ثبت عند البخاري أن موسى توجه في البحر لما طلب الخضر. قلت: لعله قوي عنده أحد الاحتمالين في قوله: «فكان يتبع أثر الحوت في البحر»، فالظرف يحتمل أن يكون للحوت، ويؤيد الأول ما جاء عن أبي العالية وغيره، فروى عبد بن حميد عن أبي العالية أن موسى التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر، انتهى، والتوصل إلى جزيرة في البحر لا يقع إلا بسلوك البحر غالبًا، وعنده أيضًا من طريق الربيع بن أنس قال: انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة فدخلها موسى على أثر الحوت حتى انتهى إلى الخضر، فهذا يوضح أنه ركب البحر إليه. وهذان

الأثران الموقوفان رجالهما ثقات.

قوله: (الآية) هو بالنصب بتقدير «فذكر»، وقد ذكر الأصيلي في روايته باقي الآية وهي قوله: ﴿ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ مِمَّا عُلِمْتَ رُسُدًا ﴿ مِمَّا عُلِمْتَ رُسُدًا ﴿ مِمَّا عُلِمْتَ رُسُدًا ﴿ مِمَّا عُلِمْتَ رُسُدًا اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّالِي اللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللّهُ فَاللَّهُ فَا ال

قوله: «حدثنا» وللأصيلي: «حدثني» بالإفراد.

قوله: «غرير» تقدم في المقدمة أنه بالغين المعجمة مصغرًا، ومحمد وشيخه وأبوه إبراهيم ابن سعد زهريون، وكذا/ ابن شهاب شيخ صالح وهو ابن كيسان.

قوله: (حدثه) للكشميهني: «حدث» بغير هاء، وهو محمول على السماع لأن صالحًا ١٦٩ غير مدلس.

قوله: (تماري) أي تجادل.

قوله: (والحر) هو بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين، وهو صحابي مشهور ذكره ابن السكن وغيره، وله ذكر عند المصنف (١) أيضًا في قصة له مع عمر قال فيها: وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني لفضلهم.

قوله: (قال ابن عباس هو خضر) لم يذكر ما قال الحربن قيس، ولا وقفت على ذلك في شيء من طرق هذا الحديث. و «خَضِر» بفتح أوله وكسر ثانيه أو بكسر أوله وإسكان ثانيه، ثبتت بهما الرواية، وبإثبات الألف واللام فيه، وبحذفهما. وهذا التماري الذي وقع بين ابن عباس والحر غير التماري الذي وقع بين سعيد بن جبير ونوف البكالي، فإن هذا في صاحب موسى هل هو الخضر أو غيره؟ وذاك في موسى هل هو موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة أو موسى بن ميشا بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها معجمة \_؟ وسياق سعيد بن جبير للحديث عن ابن عباس أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لهذا بشيء كثير، وسيأتي ذكر ذلك مفصلاً في كتاب التفسير (٢) إن شاء الله تعالى، ويقال: إن اسم الخضر: «بليا» بموحدة ولام ساكنة ثم تحتانية، وسيأتي في أحاديث الأنبياء (٣) النقل عن سبب تلقيبه بالخضر، وسيأتي نقل الخلاف في نسبه وهل هو رسول أو نبي فقط أو مَلَك بفتح اللام أو ولي فقط؟ وهل هو باق أو مات؟.

قوله: (فدعاه) أي ناداه، وذكر ابن التين أن فيه حذفًا، والتقدير: فقام إليه فسأله؛ لأن

 <sup>(</sup>١) (١/١٤٢)، كتاب التفسير، سورة الأعراف، باب٥، ح٢٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ٣٢٣)، كتاب التفسير، باب٣ «الكهف» ح٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٧١١)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب٢٧، ح٠٠ ٣٤ وما بعده.

المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنه ، وأخباره في ذلك شهيرة .

قوله: (إذجاء رجل) لم أقف على تسميته.

قوله: (بلى عبدنا) أي هو أعلم، وللكشميهني: «بل» بإسكان اللام، والتقدير فأوحى الله إليه لا تطلق النفي بل قل: خضر، وإنما قال: عبدنا وإن كان السياق يقتضي أن يقول: عبدالله لكونه أورده على طريق العكاية عن الله سبحانه وتعالى، والإضافة فيه للتعظيم.

قوله: (يتبع أثر الحوت في البحر) في هذا السياق اختصار يأتي بيانه عند شرحه إن شاء الله تعالى.

قوله: (ماكنا نبغي) أي نطلب؛ لأن فقد الحوت جعل آية أي علامة على الموضع الذي فيه الخضر، وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت، والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، والعمل بخبر الواجد الصدوق، وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه، ومشروعية حمل الزاد في السفر، ولزوم التواضع في كل حال، ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام وطلب التعلم منه تعليمًا لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيهًا لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع.

# 1٧-باب قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيدٌ: «اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الْكِتَابَ»

٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو مَغْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ عَلَّمُهُ الْكِتَابَ ﴾ .

[الحديث: ٧٥، أطرافه في: ١٤٣، ٣٧٥٦، ٢٧٧٠]

قوله: (حدثنا أبو معمر) هو عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج المعروف بالمقعد البصري. قوله: (حدثنا خالد) هو ابن مهران/ الحدَّاء.

قوله: (ضمني رسول الله على) زاد المصنف في فضل ابن عباس (١) عن مسدد عن عبد

<sup>(</sup>۱) (٨/ ٤٦٦)، كتاب فضائل الصحابة، باب٢٤، ح٣٧٥٦.

الوارث «إلى صدره»، وكان ابن عباس إذ ذاك غلامًا مميزًا، فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة.

قوله: (علمه الكتاب) بين المصنف في كتاب الطهارة (۱) من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس سبب هذا الدعاء ولفظه: «دخل النبي على الخلاء فوضعت له وضوءًا»، زاد مسلم: «فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأُخبِر» ولمسلم «قالوا: ابن عباس»، ولأحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك، وأن ذلك كان في بيتها ليلاً، ولعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة النبي كلا كما سيأتي في موضعه (۱) إن شاء الله تعالى، وقد أخرج أحمد من طريق عمر وبن دينار عن كريب عن ابن عباس في قيامه خلف النبي على في صلاة الليل وفيه: «فقال لي: ما بالك؟ أجعلك حذائي فتخلفني، فقلت: أوينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ فدعالي أن يزيدني الله فهمًا وعلمًا».

والمراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعي عليه، والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه، ووقع في رواية مسدد: «الحكمة» بدل الكتاب، وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرق كلها عن خالد الحذاء. كذا قال وفيه نظر، لأن المصنف أخرجه أيضًا من حديث وهيب عن خالد بلفظ: «الكتاب» أيضًا، فيحمل على أن المراد بالحكمة أيضًا القرآن، فيكون بعضهم رواه بالمعنى، وللنسائي والترمذي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: دعالي رسول الله على أن أوتي الحكمة مرتين، فيحتمل تعدد الواقعة، فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة، ويؤيده أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد التي قدمناها عند الشيخين: «اللهم فقهه في الدين»، لكن لم يقع عند مسلم: «في الدين»، وذكر الحميدي في الجمع (٤) أن أبا مسعود ذكره في أطراف الصحيحين بلفظ: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل»، قال الحميدي: وهذه الزيادة ليست في الصحيحين.

قلت: وهو كما قال، نعم هي في رواية سعيد بن جبير التي قدمناها عند أحمد وابن حبان والطبراني ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلاً، وأخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت

<sup>(</sup>۱) (۱/۲۲۳)، كتاب الوضوء، باب ۱۰، ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٥٨٠)، كتاب الأذان، باب٥٥، ح١٩٨.

<sup>(</sup>٣) (١٢/ ١٢٢)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ح٠٧٢٧.

<sup>(</sup>٤) (۲/ ۳۱)، بعد حدیث ۱۰۱۳.

رسول الله على دعاك يومًا فمسح رأسك وقال: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل». ووقع في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذّاء في حديث الباب بلفظ: «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب»، وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه، فقد رواه الترمذي والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونها، وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس قال: دعاني رسول الله على فمسح على ناصيتي وقال: «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب». وقد رواه أحمد عن هشيم عن خالد في حديث الباب بلفظ: «مسح على رأسي»، وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي على فيها، لما علم من محال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين رضي الله تعالى عنه.

واختلف الشراح في المعراد بالحكمة هنا فقيل: القرآن كما تقدم، وقيل: العمل به، وقيل: السنة، وقيل: الفهم عن الله، وقيل: وقيل: السنة، وقيل: الفهم عن الله، وقيل: العقل، وقيل: العقل، وقيل: ما يشهد العقل بصحته، وقيل: نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة، وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا لُقَمْنَ لَلِهِ كُمَّةً ﴾ [لقمان: ١٢]، والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس الفهم في القرآن، وسيأتي مزيد لذلك في المناقب (١) إن شاء الله تعالى.

#### / ١٨ - باب مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ؟

٧٦ - حَدَّثَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسِ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسِ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ اللَّهِ بِمِنْ عَلْمُ يُنْكُو فَلَمْ يُنْكُو خَلِكَ عَلَى إلى غَيْرِ جِدَارٍ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ فَذَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكُو ذَلِكَ عَلَى .

[الحديث: ٧٦، أطرافه في: ٤٩٣، ١٨٥٧، ١٨٥٧]

قوله: (باب متى يصح سماع الصغير) زاد الكشميهني: «الصبي الصغير»، ومقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطًا في التحمل، وقال الكرماني (٢): إن معنى الصحة هنا جواز قبول مسموعه. قلت: وهذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة، وأشار المصنف بهذا

<sup>(</sup>۱) (٨/ ٢٦٦)، كتاب فضائل الصحابة، باب٢٤، ح٢٥٧٥.

<sup>·(\</sup>rho \/Y) (Y).

إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رواه الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره أن يحيى قال: أقل سن التحمل خمس عشرة سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها، فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما يسمع، وإنما قصة ابن عمر في القتال ـثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم، وهذا هو المعتمد، وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فموجه، وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقًا أو اعتنى به فسمع وهو صغير فلا، وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذا، وفيه دليل على أن مراد ابن معين الأول، وأما احتجاجه بأن النبي على رد البراء وغيره يوم بدر ممن كان لم يبلغ خمس عشرة فمردود بأن القتال يقصد فيه مزيد القوة والتبصر في الحرب، فكانت مظنته سن البلوغ، والسماع يقصد فيه الفهم فكانت مظنته التمييز، وقد احتج الأوزاعي لذلك بحديث: «مروهم بالصلاة لسبع».

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس، وقد ثبت ذلك في رواية كريمة، قوله: (على حمار) هو اسم جنس يشمل الذكر والأنثى كقولك بعير، وقد شذ حمارة في الأنثى حكاه في الصحاح، وأتان بفتح الهمزة وشذ كسرها كما حكاه الصغاني هي الأنثى من الحمير، وربما قالوا للأنثى أتانة حكاه يونس وأنكره غيره، فجاء في الرواية على اللغة الفصحى، وحمار أتان بالتنوين فيهما على النعت أو البدل، وروي بالإضافة، وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة لأنهن أشرف، وهو قياس صحيح من حيث النظر، إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله كما سيأتي البحث فيه في الصلاة (١) إن شاء الله تعالى.

قوله: (ناهزت) أي قاربت ، والمرادبالاحتلام البلوغ الشرعي .

قوله: (إلى غير جدار) أي إلى غير سترة قاله الشافعي. وسياق الكلام يدل على ذلك ؛ لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيده رواية البزار بلفظ: «والنبي ﷺ يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره».

قوله: (بين يدي بعض الصف) هو مجاز عن الإمام بفتح الهمزة، لأن الصف ليس له يد، وبعض الصف يحتمل أن يرادبه صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف قاله الكرماني (٢).

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۳۵)، كتاب الصلاة، باب ۹ ، ح ۹۹۳.

<sup>(</sup>٢) (٢/١٠/١٥).

قوله: (ترتع) بمثناتين مفتوحتين وضم العين أي: تأكل ما تشاء، وقيل: تسرع في المشي، وجاء أيضًا بكسر الغين بوزن «يفتعل» من الرعي، وأصله «ترتعي» لكن حذفت الياء تخفيفا، والأول أصوب، ويدل عليه رواية المصنف في الحج (١) نزلت عنها فرتعت.

قوله: (ودخلت)/ وللكشميهني: «فدخلت» بالفاء.

قوله: (فلم ينكر ذلك علي أحد) قيل: فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، لأن المرور مفسدة خفيفة، والدخول في الصلاة مصلحة راجحة، واستدل ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك، ولا يقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة لأنه نفى الإنكار مطلقا فتناول ما بعد الصلاة، وأيضًا فكان الإنكار يمكن بالإشارة، وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية وإنما يشترط عند الأداء. ويلحق بالصبي في ذلك العبد والفاسق والكافر، وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي على وتقريره مقام حكاية قوله؛ إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء، فإن قيل: التقييد بالصبي والصغير في الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس، أجاب الكرماني (٢٠) بأن المراد بالصغير غير البالغ، وذكر الصبي معه من باب التوضيح، ويحتمل أن يكون لفظ الصغير يتعلق بقصة محمود، ولفظ الصبي يتعلق بهما معًا والله أعلم، وسيأتي باقي مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة (٢٠) إن

٧٧ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثِنِي الرُّبِيْدِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجُهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ.

[الحديث: ٧٧، أطرافه في: ١٨٩، ٨٣٩، ١١٨٥، ٢٣٥٤]

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو البيكندي كما جزم به البيهقي وغيره، وأما الفريابي فليست له رواية عن أبي مسهر، وكان أبو مسهر شيخ الشاميين في زمانه وقد لقيه البخاري وسمع منه شيئًا يسيرًا، وحدث عنه هنا بواسطة، وذكر ابن المرابط فيما نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسهر

<sup>(</sup>۱) (٥/ ١٥٧)، كتاب جزاء الصيد، بأب ٢٥، ح ١٨٥٧.

<sup>(1) (1/10).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٣٥)، كتاب الصلاة، باب ٩، ح ٤٩٣.

تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن حرب، وليس كما قال ابن المرابط فإن النسائي رواه في السنن الكبرى عن محمد بن المصفى عن محمد بن حرب، وأخرجه البيهةي في المدخل من رواية محمد بن جوصاء وهو بفتح الجيم والصاد المهملة عن سلمة بن الخليل وأبي التقيوه وهو بفتح المثناة وكسر القاف كلاهما عن محمد بن حرب، فهؤلاء ثلاثة غير أبي مسهر رووه عن محمد بن حرب فكأنه المتفرد به عن الزبيدي، وهذا الإسناد إلى الزهري شاميون. وقد دخلها هو وشيخه محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي وحديثه هذا طرف من حديثه عن عتبان بن مالك الآتي في الصلاة (۱) من رواية صالح بن كيسان وغيره عن الزهري، وفي الرقاق (۲) من طريق معمر عن الزهري أخبرني محمود.

قوله: (عَقَلت) هو بفتح القاف أي حفظت.

قوله: (مَجَّة) بفتح الميم وتشديد الجيم، والمج هو إرسال الماء من الفم، وقيل: لا يسمى مجًا إلا إن كان على بعد، وفعله النبي على محمود إما مداعبة منه، أو ليبارك عليه بها كماكان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة.

قوله: (وأنا ابن خمس سنين) لم أر التقييد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي هذه، والزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري حتى قال الوليد بن مسلم: كان الأوزاعي يفضله على جميع من الزهري، وقال أبو داود: ليس في حديثه خطأ.

وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري لكن لفظه عند الطبراني والخطيب في الكفاية من طريق عبد الرحمن بن نمر وهو بفتح النون وكسر الميم - عن الزهري وغيره قال: حدثني محمود بن الربيع، وتوفي النبي على وهو ابن خمس سنين، فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي على، وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات سنة تسع / وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة وهو مطابق لهذه الرواية، وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع، ولم أقف على هذا صريحًا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إن كان ذلك مأخوذًا من قول صاحب الاستيعاب إنه عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمس، وكان الحامل له على هذا التردد قول الواقدي إنه كان ابن ثلاث وتسعين لما مات، والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده، على أن قول الواقدي يمكن حمله إن

۱۷۳

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۷۲)، كتاب الأذان، باب١٥٤، ح٠٨٨.

<sup>(</sup>٢) (١٤/ ٥٠٩)، كتاب الرقاق، باب ، ح ٢٤٢٢.

صح على أنه ألغى الكسر وجبره غيره. والله أعلم.

وإذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته والده يوم بني قريظة ومراجعته له في ذلك، ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك ثلاث سنين أو أربعا، فهو أصغر من محمود. وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين، وأجاب ابن المنير بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي وسلام مجمة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت كونه صحابيًا، وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية حتى تدخل في هذا الباب، ثم أنشد: "وصاحب البيت أدرى بالذي فيه". انتهى. وهو جواب مسدد، وتكملته ما قدمناه قبل أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو ما ينزل منزلته من نقل الفعل أو التقرير، وغفل البدر الزركشي فقال: يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة منزلته من نقل الفعل أو التقرير، وغفل البدر الزركشي فقال: يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري. انتهى. والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح (۱)، فالإيراد موجه وقد حصل جوابه. والعجب من متكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه في المواضع الواضحة ويعترضها بما يؤدي إلى نفي ورودها فيه.

قوله: (من دلو) زاد النسائي: "معلق" ولابن حبان: "معلقة" والدلو يذكر ويؤنث، وللمصنف في الرقاق (٢) من رواية معمر: "من دلو كانت في دارهم"، وله في الطهارة (٣) وغيرهما: "من بثر" بدل دلو، ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البئر وتناوله النبي على من الدلو. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم، واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس، ومن كان دونها يكتب له حضور، وليس في الحديث ولا في تبويب البخاري ما يدل عليه بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب سمع وإن كان دون ابن خمس وإلا فلا، وقال ابن رشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك، دون ابن خمس والا فلا، وقال ابن رشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك، لا أن بلوغها شرط لابد من تحققه. والله أعلم. وقريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز بست أو سبع، والمرجح أنها مظنة لا تحديد. ومن أقوى ما يتمسك به في أن المَرَدَّ في ذلك إلى الفهم،

<sup>(</sup>١) (٨/ ٤٣٤)، كتاب فضائل العمحابة، باب١٣٠، ح٠٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) (١٤/ ٥٠٩)، كتاب الرقاق، باب٦، ح٢٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) (١/٦٠١)، كتاب الوضوء، باب ٤٠ - ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٥٩٦)، كتاب التهجد، بأب ٣٦، ح ١١٨٥.

فيختلف باختلاف الأشخاص ما أورده الخطيب من طريق أبي عاصم قال: ذهبت بابني وهو ابن ثلاث سنين \_ إلى ابن جريج فحدثه، قال أبو عاصم: ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذا السن، يعني إذا كان فهمًا. وقصة أبي بكر بن المقري الحافظ في تسميعه لابن أربع بعد أن امتحنه بحفظ سور من القرآن مشهورة.

١٩ - باب الْخُرُوج فِي طَلَبِ الْعِلْم

وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ

٧٧ حَدَّنَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: قَالَ الأُوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَمَارَى هُو وَالْحُرُّ ابْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي/ صَاحِبِ مُوسَى، فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اللَّهُ وَالْحُرُّ ابْنُ عَبْسٍ الْفَزَارِيُّ فِي/ صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ اللَّهُ وَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿بَيْنَمَا مُوسَى فِي رَسُولَ اللَّهِ يَشِيِّ يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ: ﴿بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَبَيِّ: نَعَمْ سَمِعْتُ النَّبِي وَيَّ يَقِيْهِ يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ: ﴿بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَتَعْلَمُ أَحَدَا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لاَ. فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى لُقِيِّ يَنْ كُرُ شَأَنَهُ عَلَى الْمُوسَى : لِكَى ، عَبْدُنَا خَضِرٌ. فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّ ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةَ، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ إِلَى الصَّخَرَةَ فَإِنِ نَيسِتُ الْمُوسَى : لِكَى مُ السَّخُونَ الْمُوسَى : لَى مُوسَى لِمُوسَى : لَكَى مُوسَى لِمُوسَى اللَّهُ فِي كِنَا بِهِ الْمَالِمُ فَلَى السَّخِوتَ آيَةً وَلَا لَمُ السَّفِي كِنَا بِهِ الْمَالَ الْمُوسَى : لَكَى مُوسَى لِمُوسَى الْمُوسَى : لَكَى مُ اللَّهُ عَلَى السَّخِورَةُ وَالْ السَّغُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ وَلَى السَّخُونَ وَالَ مَنْ الْمُؤْلِى كِنَا بِهِ الْمَالِمُ وَلَى السَّغُولُ وَالْمُ اللَّهُ فِي كِنَا بِهِ الْمَالَةُ فَلَى اللَّهُ فَلَى كَوْلَ مَا مَا فَصَ اللَّهُ فِي كِنَابِهِ الْبَعُولُ وَالْمُ وَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَعْلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمَا

[تقدم في: ٧٤، الأطراف: ٧٤، ١٢٢، ٢٢٢٧، ٢٧٢٨، ٣٤٠٠، ٣٤٠١، ٥٢٧٦، ٢٧٤٠، ٢٤٧٥، ٢٢٧٤، ٢٧٤٠، ٢٧٧٤، ٢٧٧٤، ٢٧٧٤، ٢٧٢٧، ٢

قوله: (باب الخروج) أي السفر (في طلب العلم) لم يذكر فيه شيئًا مرفوعًا صريحًا، وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة رفعه: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» ولم يخرجه المصنف لاختلاف فيه.

قوله: (ورحل جابر بن عبدالله) هو الأنصاري الصحابي المشهور، وعبدالله بن أُنيس بضم الهمزة مصغرًا هو الجهني حليف الأنصار.

قوله: (في حديث واحد) هو حديث أخرجه المصنف في الأدب المفرد (١) وأحمد وأبو يعلى

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (١/ ٨٣).

في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله على المباب: قل له: جابر على الباب، فقال: ابن عبد الله؟ قدمت الشام فإذا عبد الله بن أُنيس، فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب، فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم، فخرج فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله على فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه، فقال: سمعت رسول الله على: «يحشر الله الناس يوم القيامة عراة» فذكر الحديث، وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين، وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان يبلغني عن النبي على حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرًا فسرت حتى وردتُ مصر فقصدت إلى باب الرجل. . . فذكر نحوه . وإسناده صالح، وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في الرحلة من طريق أبي المجارود العنسي وهو بالنون الساكنة عن جابر قال: بلغني حديث في القصاص . . . فذكر الحديث نحوه . وفي إسناده ضعف .

وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحًا، وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة ؛ لأنه علقه بالجزم هنا، ثم أخرج طرفًا من متنه في كتاب التوحيد (١١) بصيغة التمريض فقال: ويذكر عن جابر عن عبدالله بن أنيس قال: سمعت النبي عليه يقول: «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. . . » الحديث، وهذه الدعوى مردودة، والقاعدة بحمد الله غير منتقضة، ونظر البخاري أدق من أن يُعتَرض عليه بمثل هذا، فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعتضد، وحيث ذكر طرفًا من المتن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى حتاويل (٢٠)، فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو/ اعتضدت. ومن هنا يظهر شفوف علمه ودقة نظره وحسن تصرفه رحمه الله تعالى. ووهم ابن بطال (٢٠) فزعم أن الحديث الذي رحل فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس هو حديث الستر على المسلم، وهو انتقال من حديث

<sup>(</sup>١) (١٧/ ٤٨١)، كتاب التوحيد، باب٣٢.

<sup>(</sup>٢) ليس الأمر كذلك، بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه قد ثبت في غير هذا الحديث عند المؤلف وغيره، فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بالله كسائر الصفات كما هو مذهب أهل السنة. والله أعلم. [ابن باز].

<sup>(4) (1/801).</sup> 

إلى حديث، فإن الراحل في حديث الستر هو أبو أيوب الأنصاري رحل فيه إلى عقبة بن عامر الجهني. أخرجه أحمد بسند منقطع، وأخرجه الطبراني من حديث مسلمة بن مخلدقال: أتاني جابر فقال لى: حديث بلغنى أنك ترويه في الستر. . . فذكره .

وقد وقع ذلك لغير من ذكره فروى أبو داود من طريق عبدالله بن بريدة أن رجلاً من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث. وروى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال بلغني حديث عند علي فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره فرحلت حتى قدمت عليه العراق. وتتبع ذلك يكثر، وسيأتي قول الشعبي في مسألة: إن كان الرجل ليرحل فيما دونها إلى المدينة. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وسيأتي نحو ذلك عن غيره. وفي حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد؛ لأنه بلغه الحديث عن عبدالله بن أنيس فلم يقنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطة، وسيأتي عن ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن (۱۱) قوله: لو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله [تبلغه الإبل لركبت إليه]. وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول الله على فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم، وقيل لأحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلاً عنده علم كثير، أو يرحل؟ قال: يرحل، يكتب عن علماء الأمصار، فيشافه الناس ويتعلم منهم، وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية. وفيه جواز اعتناق القادم حيث لا تحصل الربة.

قوله: (خالد بن خلي) هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء تحتانية مشددة كما تقدم في المقدمة، وإنما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطًا بلام مشددة، وهو سبق قلم أو خطأ من الناسخ.

قوله: (قال الأوزاعي) في رواية الأصيلي: حدثنا الأوزاعي، قوله: (أنه تمارى هو والحر) سقطت «هو» من رواية ابن عساكر فعطف على المرفوع المتصل بغير تأكيد ولا فصل، وهو جائز عند البعض، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبلُ ببابين (٢)، وليس بين الروايتين اختلاف إلا فيما لا يغير المعنى وهو قليل، وفيه فضل الازدياد من العلم، ولو مع المشقة والنصب بالسفر، وخضوع الكبير لمن يتعلم منه، ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه

<sup>(</sup>١) (٢٢٣/١١)، كتاب فضائل القرآن، باب، ح٥٠٠٢، في الأصل: «لرحلت إليه». وهذا ليس لفظ البخاري، وإنما هو لفظ مسلم، أخرجه برقم (٤٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٩٥)، كتاب العلم، باب١٦، ح٧٤.

الصلاة والسلام: ﴿ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُدَنهُمُ اقْتَدِةً ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وموسى عليه السلام منهم، فتدخل أمة النبي ﷺ تحت هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه.

١٠٠- باب فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

٧٩ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ: «مَثْلُ مَا بِعَثْنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثْلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ: «مَثْلُ مَا بَعَثْنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثْلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَ الْكَلَا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرِ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقُواْ وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِي أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقُواْ وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِي أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَاعْ يَعْلُوا وَرَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِي قَيْعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُشْبِتُ كَلاً. فَذَلِكَ مَثْلُ مَنْ فَقَهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بِعَثْنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلْمَ مُنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكُ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللَّهِ النَّيْ مَنْ الْمُسْتَوِي مِنَ الأَرْضِ . وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيْلَتِ الْمَاءَ قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ، وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي مِنَ الأَرْضِ.

\_\_\_ / قوله: (باب فضل من علم وعلم) الأولى بكسر اللام الخفيفة أي صار عالمًا، والثانية المتحها وتشديدها.

قوله: (حدثنا محمد بن العلاء) هو أبو كريب مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وكذا شيخه أبو أسامة، و «بُريد» بضم الموحدة وأبو بردة جده وهو ابن أبي موسى الأشعري، وقال في السياق: عن أبي موسى . ولم يقل: عن أبيه، تفننًا، والإسنادكله كو فيون.

قولة: (مثل) بفتح المثلثة والمرادبة الصفة العجيبة لا القول السائر.

قوله: (الهدى) أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية، قوله: (نقية) كذا عند البخاري في جميع الروايات التي رأيناها بالنون من النقاء وهي صفة لمحذوف، لكن وقع عند الخطابي (١) والحميدي (٢) وفي حاشية أصل أبي ذر ثغبة بمثلثة مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة مفتوحة، قال الخطابي (٣): هي مستنقع الماء في الجبال والصخور . قال القاضي عياض (٤): هذا غلط في الرواية، وإحالة للمعنى،

<sup>(</sup>١) الأعلام(١/١٩٧).

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ عند الحميدي في الجمع (١/ ٣٠٥، ح٤٥٣، و٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) الأعلام (١/ ١٩٨)..

<sup>(</sup>٤) المشارق(١/ ١٣٤).

لأن هذا وصف الطائفة الأولى التي تنبت، وما ذكره يصلح وصفًا للثانية التي تمسك الماء. قال: وما ضبطناه في البخاري من جميع الطرق إلا «نقية» بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية، وهو مثل قوله في مسلم: «طائفة طيبة». قلت: وهو في جميع ما وقفت عليه من المسانيد والمستخرجات كما عند مسلم وفي كتاب الزركشي، وروي: «بقعة». قلت: هو بمعنى طائفة، لكن ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين، ثم قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية بالموحدة بدل النون قال: والمراد بها القطعة الطيبة كما يقال فلان بقية الناس، ومنه: ﴿ فَلَوْلا كُنْ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَةٍ ﴾ [هود: ١١٦].

قوله: (قبلت) بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول، كذا في معظم الروايات، ووقع عندالأصيلي: «قيلت» بالتحتانية المشددة، وهو تصحيف كما سنذكره بعد.

قوله: (الكلاً) بالهمزة بلا مد، قوله: (والعشب) هو من ذكر الخاص بعد العام؛ لأن الكلاً يطلق على النبت الرطب واليابس معًا، والعشب للرطب فقط.

قوله: (إخاذات) كذا في رواية أبي ذربكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين وآخره مثناة من فوق قبلها ألف جمع إخاذة وهي الأرض التي تمسك الماء، وفي رواية غير أبي ذر وكذا في مسلم وغيره: «أجادب» بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة جمع جدب بفتح الدال المهملة على غير قياس وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، وضبطه المازري<sup>(1)</sup> بالذال المعجمة، ووهمه القاضي، ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب: «أحارب» بحاء وراء مهملتين، قال الإسماعيلي: لم يضبطه أبو يعلى وقال الخطابي<sup>(1)</sup>: ليست هذه الرواية بشيء. قال: وقال بعضهم: «أجارد» بجيم وراء ثم دال مهملة جمع جرداء وهي البارزة التي لا تنبت، قال الخطابي: هو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية. وأغرب صاحب المطالع فجعل الجميع روايات، وليس في الصحيحين سوى روايتين فقط، وكذا جزم القاضي<sup>(1)</sup>.

قوله: (فنفع الله بها) أي بالإخاذات، وللأصيلي به أي بالماء.

قوله: (وزرعوا) كذا له بزيادة زاي من الزرع، ووافقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم وغيرهما عن أبي كريب، ولمسلم والنسائي وغيرهما عن أبي كريب: «ورعوا» بغير زاي من

<sup>(</sup>١) المعلم (٣/ ١٢٣)، وقال: وهو صحيح إن ساعدته الرواية.

<sup>(</sup>٢) الأعلام(١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) المشارق(١/١٤٢).

الرعي، قال النووي (١): كلاهما صحيح، ورجع القاضي رواية مسلم بلا مرجع؛ لأن رواية زرعوا تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم، وإن كانت رواية «رعوا» مطابقة لقوله أنبتت، لكن المراد أنها قابلة للإنبات، وقيل: إنه روي «ووعوا» بواوين، ولا أصل لذلك، وقال القاضي قوله: «ورعوا» راجع للأولى لأن الثانية لم يحصل منها نبات. انتهى، ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضًا بمعنى أن الماء الذي استقر بها سقيت منه أرض أخرى فأنبتت.

قوله: (فأصاب) أي الماء، وللأصيلي وكريمة أصابت أي طائفة أخرى، ووقع كذلك \_\_\_\_\_ صريحًا عندالنسائي، والمراد/ بالطائفة القطعة.

قوله: (قيعان) بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت.

قوله: (فقه) بضم القاف أي صار فقيها، وقال ابن التين: رويناه بكسرها والضم أشبه. قال القرطبي (٢) وغيره: ضرب النبي الله لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذي يأتي في حال حاجتهم إليه، وكفا كان الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميث، شم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها، ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي فأذاها كما سمعها»، ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها، وإنما جمع المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المنهاج (١٥/٤٦).

<sup>(</sup>۲) المفهم (٦/ ۸۳).

عليها الماء فلا ينتفع به، وأشير إليها بقوله على الله الذي جئت به»، وقال الطيبي (١): بقي من أقسام الناس قسمان: أحدهما: الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلمه غيره، والثاني: من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غيره. قلت: والأول داخل في الأول لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه، وكذلك ما تنبته الأرض، فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشيمًا، وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما قررناه، وإن ترك الفرائض أيضًا فهو فاسق لا يجوز الأخذعنه، ولعله يدخل في عموم: «من لم يرفع بذلك رأسا» والله أعلم.

قوله: (قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت)أي بتشديد الياء التحتانية، أي إن إسحاق وهو ابن راهويه حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في هذا الحرف، قال الأصيلي: هو تصحيف من إسحاق، وقال غيره: بل هو صواب ومعناه شربت، والقيل شرب نصف النهار، يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة. وتعقبه القرطبي (٢) بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة، وأجيب بأن كون هذا أصله لا يمنع استعماله على الإطلاق تجوزاً. وقال ابن دريد (٣): تقيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه. وتعقبه القرطبي (٤) أيضًا بأنه يفسد التمثيل؛ لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية، والكلام هنا إنما هو في الأولى التي شربت وأنبتت. قال: والأظهر أنه تصحيف.

قوله: (قاع يعلوه الماء، والصفصف المستوي من الأرض) هذا ثابت عند المستملي، وأراد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع وأنها الأرض التي يعلوها الماء ولا يستقر فيها، وإنما ذكر الصفصف معه جريًا على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن، وقد يستطرد. ووقع في بعض النسخ المصطف بدل الصفصف وهو تصحف.

(تنبيه) : وقع في رواية كريمة : وقال ابن إسحاق (٥) : وكان شيخنا العراقي يرجحها ولم أسمع ذلك منه، وقد وقع في نسخة الصغاني : وقال إسحاق عن أبي أسامة، وهذا يرجح الأول.

<sup>(</sup>۱) الكاشف (۱/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>Y) Ilaham  $(\Gamma \setminus Y\Lambda)$ .

<sup>(</sup>٣) جمهرة اللغة (٢/ ٩٧٧).

<sup>(3)</sup> Ilaban (7/ XA).

<sup>(</sup>٥) انظر: تغليق التعليق (١/ ٨٤).

# / ٢١- باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ

۱۷۸

وقَالَ رَبِيعَةُ: لا يَنْبَغِي لا حَدِعِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ

٠٨ - حَدَّثَنَا عِمْرَانٌ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَشْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا».

[الحديث: ٨٠، أطرافه في: ٨١، ٥٢٣١، ٧٧٥، ٢٨٠٨]

قوله: (باب رفع العلم) مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء كما سيأتي صريحًا، وما دام من يتعلم العلم موجودًا لا يحصل الرفع، وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة.

قوله: (وقال ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني، المعروف بربيعة الرأي ـ بإسكان الهمزة ـ قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالاجتهاد، ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال، لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم، أو مراده أن الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم، أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه، وقيل: مراده تعظيم العلم وتوقيره، فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضًا للدنيا، وهذا معنى حسن، لكن اللاثق بتبويب المصنف ما تقدم، وقد وصل أثر ربيعة (١) المذكور الخطيب في الجامع والبيهقي في المدخل من طريق عبد العزيز الأويسى عن مالك عن ربيعة.

قوله: (حدثنا عمران بنّ ميسرة) في بعضها عمران غير مذكور الأب، وقد عرف من الرواية الأخرى أنه ابن ميسرة، وقد خرجه النسائي عن عمران بن موسى القزاز، وليس هو شيخ البخاري فيه.

قوله: (عبد الوارث) هو ابن سعيد (عن أبي التياح) بمثناة مفتوحة فوقانية بعدها تحتانية ثقيلة وآخره حاء مهملة كما تقدم، قوله: (عن أنس) زاد الأصيلي وأبو ذر: «ابن مالك»، وللنسائي: «حدثنا أنس». ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون، وكذا الذي بعده.

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (١/ ٨٥).

قوله: (أشراط الساعة) أي علاماتها كما تقدم في الإيمان (١)، وتقدم أن منها ما يكون من قبيل المعتاد، ومنها ما يكون خارقًا للعادة.

قوله: (أن يرفع العلم) هو في محل نصب لأنه اسم أن، وسقطت «أن» من رواية النسائي حيث أخرجه عن عمران شيخ البخاري فيه، فعلى روايته يكون مرفوع المحل، والمراد برفعه موت حملته كما تقدم.

قوله: (ويثبت) هو بفتح أوله وسكون المثلثة وضم الموحدة وفتح المثناة، وفي رواية مسلم: «ويبث» بضم أوله وفتح الموحدة بعدها مثلثة أي ينتشر وغفل الكرماني<sup>(۲)</sup> فعزاها للبخاري، وإنما حكاها النووي في الشرح لمسلم<sup>(۳)</sup>، قال الكرماني: وفي رواية: «وينبت» بالنون بدل المثلثة من النبات، وحكى ابن رجب عن بعضهم: «وينث» بنون ومثلثة من النث وهو الإشاعة، قلت: وليست هذه في شيء من الصحيحين.

قوله: (ويشرب الخمر) هو بضم المثناة أوله وفتح الموحدة على العطف، والمراد كثرة ذلك واشتهاره، وعند المصنف في النكاح<sup>(٤)</sup> من طريق هشام عن قتادة: «ويكثر شرب الخمر» فالعلامة مجموع ما ذكر.

قوله: (ويظهر الزنا) أي يفشو كما في رواية مسلم.

٨١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: لأَحَدِّنْنَكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ النَّعَامُ الْوَاحِدُ». الْجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ».

[تقدم في: ٨٠، الأطراف: ٨٠، ٥٣١، ٥٧٧، ٥٨٢٠]

قوله: (الأحدثنكم) بفتح اللام وهو جواب قسم محذوف أي: والله الأحدثنكم، وصرح به أبو عوانة من طريق هشام عن قتادة، ولمسلم من رواية غندر عن شعبة «ألا أحدثكم» فيحتمل أن

۱) (۱/ ۲۰۷)، كتاب الإيمان، باب ۳۷، ح٥٠.

<sup>(7) (7/17).</sup> 

<sup>(4) (11/17).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (۱۱/ ۱۸۳)، كتاب النكاح، باب ۱۱، ح ٥٢٣١.

يكون قال لهم أولاً: ألا أحدثكم؟ فقالوا: نعم، فقال: لأحدثنكم،

قوله: (لا يحدثكم أحد بعدي) كذا له ولمسلم بحذف المفعول، ولابن ماجه من رواية غندر عن شعبة لا يحدثكم به أحد بعدي، وللمصنف من طريق هشام (۱) لا يحدثكم به غيري، ولأبي عوانة من هذا الوجه: «لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله علي بعدي»، وعرف أنس أنه لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله علي غيره؛ لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة، فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة، أو كان عامًا وكان تحديثه بذلك في آخر عمره؛ لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي الاالنادر ممن لم يكن هذا المتن في مرويه، وقال ابن بطال (۲): يحتمل أنه قال ذلك لما رأى من التغيير ونقص العلم، يعني فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد الحال لا يحدثهم أحد بالحق، قلت: والأول أولى.

قوله: (سمعت) هوبيان، أوبدل لقوله لأحدثنكم.

قوله: (أن يقل العلم) هو بكسر القاف من القلة، وفي رواية مسلم عن غندر وغيره عن شعبة: «أن يرفع العلم» وكذا في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة وهمام عند المصنف في الحدود (٣) وهشام عنده في النكاح (٤) كلهم عن قتادة، وهو موافق لرواية أبي التياح، وللمصنف أيضًا في الأشربة (٥) من طريق هشام: «ويقل» فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها، أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق لا تحاد المخرج.

قوله: (وتكثر النساء) قيل: سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء، وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات. قلت: وفيه نظر؛ لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى الآتي في الزكاة (٦) عند المصنف فقال: «من قلة الرجال وكثرة النساء» والظاهر أنها علامة محضة لا

<sup>(</sup>۱) (۱۱/۱۸۳)، کتاب النگاح دباب ۱۱، ح ۲۳۱ه.

<sup>(1) (1/051).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (١٥/ ٩٩٦)، كتاب الحدود، باب ٢٠، ح ١٨٠٨.

<sup>(</sup>٤) (١١/ ٦٨٣)، كتاب النكاح، باب ١١٠، ح ٢٣١٥.

<sup>(</sup>٥) (١٢/ ٥٨٧)، كتاب الأشرية، باب١، -٧٧٥٥.

<sup>(</sup>٦) (٤/ ٢٣٣)، كتاب الزكاة، باب ٩، ح١٤١٤.

لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع العلم، وقوله: «لخمسين» يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد، أو يكون مجازًا عن الكثرة، ويؤيده أن في حديث أبي موسى: «وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة».

قوله: (القيم) أي من يقوم بأمرهن، واللام للعهد إشعارًا بما هو معهود من كون الرجال قوامين على النساء، وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي: الدين لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما، قال الكرماني<sup>(۱)</sup>: وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنًا بخراب العالم لأن الخلق لا يتركون هملاً، ولا نبي بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، الخلق لا يتركون هملاً، ولا نبي بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، فيتعين ذلك، وقال القرطبي في «المفهم» (۱۲): في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت، خصوصًا في هذه الأزمان، وقال القرطبي في التذكرة: يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كن موطوءات أم لا، ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول: الله الله، فيتزوج الواحد بغير عدد جهلاً بالحكم الشرعي. قلت: وقد وجد يبقى فيه من يقول: الله الله، فيتزوج الواحد بغير عدد جهلاً بالحكم الشرعي. قلت: وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام. والله المستعان.

#### / ٢٢\_باب فَضْل الْعِلْم

مَا اللهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حَمْزَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنَا عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيثُ بِقَلَح لَبَنٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالُوا: فَشَرِ بْتُ حَتَّى إِنِّي لأرَى الرِّيَّ يَخُوبُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالُوا: فَمَا أَوْلَتُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْعِلْمَ».

[الحديث: ٨٢، أطرافه في: ٣٦٨١، ٢٠٠٧، ٧٠٠٧، ٧٠٢٧]

قوله: (باب فضل العلم) الفضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه، والفضل الذي تقدم

<sup>(1) (1/15,75).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (F\0·V).

في أول كتاب العلم (١) بمعنى الفضيلة ، فلا يظن أنه كرره .

قوله: (حدثنا سعيد بن عفير) هو سعيد بن كثير بن عفير المصري، نسب إلى جده كما تقدم، و «عُفَيْر» بضم المهملة بعدها فاء كما تقدم أيضًا.

قوله: (حدثنا الليث) هو ابن سعد عن عقيل، وللأصيلي وكريمة: «حدثني الليث حدثني عقيل»، قوله: (عن حمزة) وللمصنف في التعبير (٢٠): «أخبرني حمزة».

قوله: (بينا) أصله «بين» فأشبعت الفتحة.

قوله: (أتيت) بضم الهمزة.

قوله: (فشربت) أي من ذلك اللبن.

قوله: (لأرى) بفتح الهمزة من الرؤية أو من العلم، واللام للتأكيد أو جواب قسم محذوف، والري بكسر الراء في الرواية وحكى الجوهري الفتح، وقال غيره: بالكسر الفعل، وبالفتح المصدر.

قوله: (يخرج) أي الري، وأطلق رؤيته إياه على سبيل الاستعارة.

قوله: (في أظفاري) في رواية ابن عساكر: «من أظفاري» وهو أبلغ، وفي التعبير (٣): «من أطرافي» وهو بمعناه.

قوله: (قال العلم) هو بالنصب وبالرفع معًا في الرواية، وتوجيههما ظاهر، وتفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما، وسيأتي بقية الكلام عليه في مناقب عمر (٤) وفي كتاب التعبير (٥) إن شاءالله تعالى.

قال ابن المنير (٢٠): وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي على أن المراد بالفضل النبي على أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن النكتة المتقدمة.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۰۲)، كتاب العلم، باب ۱.

<sup>(</sup>٢) (١٦/ ٣٤٥)، كتاب التعبير، باب١٥، ح٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٣) (١٦/ ٣٤٧)، كتاب التعبير، باب١٦، ح٧٠٠٧.

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٣٧٩)، كتاب فضائل الصحابة، باب٢، - ٣٦٨١.

<sup>(</sup>٥) (٣٤٦/١٦)، كتاب التعبير، باب١٥، -٧٠٠٦.

<sup>(</sup>٦) المتواري (ص: ٦٣).

#### ٢٣ ـ باب الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

٨٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: «اذْبَحُ وَلَا حَرَجَ » فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبَحْ فَقَالَ: «ادْمِ وَلا حَرَجَ » فَمَا سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِرَ إلا قَالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ ».

[الحديث: ٨٣، طرفه في: ١٢٤، ١٧٣١، ١٧٣٧، ١٧٣٨، ١٦٦٥]

قوله: (باب الفتيا) هو بضم الفاء، وإن قلت: الفتوى فتحتها، والمصادر الآتية بوزن «فتيا» قليلة مثل «تقيا ورجعى»، قوله: (وهو) أي المفتي، ومراده أن العالم يجيب سؤال الطالب ولوكان راكبًا.

قوله: (على الدابة) المرادبها في اللغة كل ما مشى على الأرض، وفي العرف ما يركب، وهو المراد بالترجمة، وبعض أهل العرف خصها بالحمار، فإن قيل: ليس في سياق الحديث ذكر الركوب فالجواب أنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج (۱) فقال: «كان لما على ناقته» ترجم له: «باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» فأورد الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب فذكره كالذي هنا، ثم من طريق ابن جريج (۲) نحوه، ثم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب (۳) بلفظ: «وقف رسول الله على ناقته» قال: فذكر الحديث ولم يسق لفظه وقال بعده: تابعه معمر عن الزهري. انتهى. ورواية معمر وصلها أحمد ومسلم والنسائي وفيها: رأيت رسول الله على ناقته.

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس.

قوله: (حجة الوداع) هو بفتح الحاء ويجوز كسرها.

قوله: (للناس يسألونه) هو إما حال من فاعل وقف أو من الناس، أو استئناف بيانًا لسبب الوقوف.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۹۰۱)، كتاب الحج، باب ۱۳۱، ح ۱۷۳۱.

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۱۹۱)، كتاب الحج، باب ۱۳۱، ح۱۷۳۷.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٩٠)، ح١٧٣٨.

قوله: (فجاء رجل) لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذي بعده في قوله: «فجاء آخر»، والظاهر أن الصحابي لم يسم أحدًا لكثرة من سأل إذ ذاك، وسيأتي بسط ذلك في الحج (١٠).

قوله: (ولاحرج) أي لاشيء عليه مطلقًا من الإثم، لا في الترتيب ولا في ترك الفدية. هذا ظاهره. وقال بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقط، وفيه نظر لأن في بعض الروايات الصحيحة: «ولم يأمر بكفارة» وسيأتي مباحث ذلك في كتاب الحج (٢) إن شاء الله تعالى. ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون.

# ٤٢- باب مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْسِيَدِ وَالرَّأْسِ

٨٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ شَنْلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ: «ولا حَرَجَ» عَبَّسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ شَنْلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ: «وَلا حَرَجَ».

[الحديث: ٨٤، أطرافه في: ١٧٢١، ١٧٢٢، ١٧٢٣، ١٧٣٤، ١٧٣٥، ٢٦٦٦]

قوله: (باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد أو الرأس) الإشارة باليد مستفادة من الحديثين المذكورين في الباب أولاً، وهما مرفوعان، وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط، وهو من فعل عائشة فيكون موقوفًا لكن له حكم المرفوع، لأنها كانت تصلي خلف النبي على وكان في الصلاة يرى من خلفه فيدخل في التقرير.

قوله: (وهيب) بالتصغير وهو ابن خالد، من حفاظ البصرة، مات سنة خمس وستين وقيل: تسع وستين، وأرخه الدمياطي في حواشي نسخته سنة ست وخمسين وهو وهم، وأيوب هو السختياني، وعكرمة هو مولى ابن عباس، والإسناد كله بصريون.

قوله: (سُئل) هو بضم أوله (فقال) أي السائل: (ذبحت قبل أن أرمي) أي فهل علي شيء؟ قوله: (فأوماً بيده فقال: لاحرج) أي عليك، وقوله: «فقال» يحتمل أن يكون بيانًا لقوله: (أوماً) ويكون من إطلاق القول على الفعل كما في الحديث الذي بعده: «فقال هكذا بيده» ويحتمل أن يكون حالاً والتقدير: فأوماً بيده قائلاً: لا حرج، فجمع بين الإشارة والنطق، والأول أليق بترجمة المصنف.

<sup>(</sup>١) (٤/ ١٩٠)، كتاب النعج، باب ١٣١، ح١٧٣١ وما بعده.

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٦٩٠)، كتاب الحج، بأب ١٣١، ح ١٧٣١ وما بعده.

قوله: (وقال حلقت) يحتمل أن السائل هو الأول، ويحتمل أن يكون غيره ويكون التقدير فقال سائل كذا، وقال آخر كذا، وهو الأظهر ليوافق الرواية التي قبله حيث قال: فجاء آخر.

قوله: (فأومأ بيده ولا حرج) كذا ثبتت الواو في قوله: ولا حرج، وليست عند أبي ذر في الجواب الأول، قال الكرماني (١٠): لأن الأول كان في ابتداء الحكم والثاني عطف على المذكور أولاً. انتهى. وقد ثبتت الواو في الأول أيضًا في رواية الأصيلي وغيره.

/ ٥٨ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ قَالَ: "يَقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ." سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ، وَيَكثرُ الْهَرْجُ." قِيلَ: يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ هَكَذَابِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا، كَأَنَّه يُرِيدُ الْقَتْلَ.

[الحديث: ٨٥، أطرافه في: ٢٠٣١، ١٠٢١، ٣٦٠٨، ٣٦٠٩، ٥٣٢٥، ٢٣٢٤، ٢٠٣٧، ٢٠٣٥، ٥٩٢٠، ٢٠٣٥، ٢٠٣٥، ٢٠٢٥، ٥٩٢٠،

قوله: (حدثنا المكي) هو اسم وليس بنسب، وهو من كبار شيوخ البخاري كما سنذكره في باب إثم من كذب (٢).

قوله: (أخبرنا حنظلة) هو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي المدني .

قوله: (عن سالم) هو ابن عبدالله بن عمر بن الخطاب، وفي رواية الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان الراوي عن حنظلة قال: «سمعت سالمًا» وزاد فيه: «لا أدري كم رأيت أبا هريرة قائمًا في السوق يقول: يقبض العلم» فذكره موقوفًا، لكن ظهر في آخره أنه مرفوع.

قوله: (يقبض العلم) يفسر المرادبقوله قبل هذا: «يرفع العلم»، والقبض يفسره حديث عبدالله بن عمرو الآتي بعدُ أنه يقع بموت العلماء.

قوله: (ويظهر الجهل) هو من لازم ذلك.

قوله: (والفتن) في رواية الأصيلي وغيره: «وتظهر الفتن».

قوله: (الهرج) هو بفتح الهاء وسكون الراء بعدها جيم، قوله: (فقال هكذابيده) وهو من

<sup>.(</sup>A0/Y) (1)

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۳۵۰)، کتاب العلم، باب ۳۸.

إطلاق القول على الفعل.

قوله: (فحرفها) الفاءفيه تفسيرية كأن الراوي بيَّن أن الإيماء كان محرفًا.

قوله: (كأنه يريد القتل) كأن ذلك فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب، لكن هذه الزيادة لم أرها في معظم الروايات وكأنها من تفسير الراوي عن حنظلة، فإن أبا عوانة رواه عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة وقال في آخره: «وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق الإنسان» وقال الكرماني (١): الهرج هو الفتنة، فإرادة القتل من لفظه على طريق التجوز إذ هو لازم معنى الهرج، قال إلا أن يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة. قلت: وهي غفلة عما في البخاري في كتاب الفتن (٢)، والهجر القتل بلسان الحبشة، وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث هناك إن شاء الله تعالى.

٨٦ حَدَّنَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةً وَهِي تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ. قُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا - أَيْ نَعَمْ - فَقُمْتُ حَتَى تَجَلانِي الْفَشْيُ، فَيَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ. فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِي ﷺ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْء لَمُ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي، حَتَّى الْجَنَةُ وَالنَّارُ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ فَرَيَّ إِلَيْ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ فَرَيَ إِلَيْ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ لِللَّهُ عِلَى السَّمَاءُ مِنْ فَتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ؟ فَرَيبَ لِللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ لِ لاَ أَدْرِي بِأَيْهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ لَ فَيْقُولُ: هُو مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا لَمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ لَ لاَ أَدْرِي بِأَيْهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ لَعْ فَلُكُ : نَمْ صَالِحًا، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَلْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُونِقُ أَوْ الْمُونَالِكُ وَاللَّهُ مَا أَلَتْ أَسْمَاءُ لَا يَعْفُلُ : نَمْ صَالِحًا، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُونَا بِنَ مُنْ وَلَى اللّهُ الْمُعْنُ إِنْ الْمُونِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لِ لاَ أَدْرِي أَي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ لَيْ فَقُلْكُ : لا أَدْرِي، سَمِعْتُ لَلُ النَّاسَ يَقُولُونُ شَيْئًا فَقُلْتُهُ اللَّهُ الْمُونَا فَقُلْكُ الْمَا الْمُنَاقِقُ أَوْ الْمُونَا إِلَى الْكَورِي الْكَوْلُونَ الْمُولِي الْمُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ الْمُولِي الْمُولِي اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُولُونُ اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُولِي السَالِمُ الْمُولِي السَّالِقُلُ الْمُولِي الْمُولِي السَّامِ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُولِي السَّالِقُ الْمُولِي الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي السَّالِقِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

[الحديث: ٨٦، أطرافه في: ١٨٤، ٩٢٢، ٩٢٢، ١٠٥٤، ١٠٦١، ١٢٣٥، ١٢٣٥، ٢٥١٩، ٢٥١٩، ٢٥١٩، ٢٥١٩، ٢٥٢٠،

الله من الزبير وهي زوجة المنذر بن الزبير ، عن (فاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير وهي زوجة المندر بن النبير وهي زوجة هشام وبنت عمه ، قوله : (عن أسماء) أي بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام وهي جدة هشام وفاطمة جميعًا .

<sup>(1) (1/17).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٤٤٩/١٦)، كتاب الفتن، باب٥، - ٢٠٦١.

قوله: (فقلت: ماشأن الناس) أي لما رأت من اضطرابهم.

قوله: (فأشارت) أي عائشة إلى السماء أي انكسفت الشمس.

قوله: (فإذا الناس قيام) كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد فوجدتهم قيامًا في صلاة الكسوف، ففيه إطلاق الناس على البعض.

قوله: (فقالت: سبحان الله) أي أشارت قائلة سبحان الله.

قوله: (قلت: آية؟) هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هذه آية أي علامة، ويجوز حذف همزة الاستفهام وإثباتها، قوله: (فقمت) أي في الصلاة.

قوله: (حتى علاني) كذا للأكثر بالعين المهملة وتخفيف اللام، وفي رواية كريمة تجلاني بمثناة وجيم ولام مشددة، وجلال الشيء ما غطي به، والغشي بفتح الغين وإسكان الشين المعجمتين وتخفيف الياء، وبكسر الشين وتشديد الياء أيضًا هو طرف من الإغماء، والمراد به هنا الحالة القريبة منه فأطلقته مجازًا، ولهذا قالت: فجعلت أصب على رأسي الماء أي في تلك الحال ليذهب، ووهم من قال بأن صبها كان بعد الإفاقة، وسيأتي تقرير ذلك في كتاب الطهارة (۱)، ويأتي الكلام على هذا الحديث أيضًا في صلاة الكسوف (۱) إن شاء الله تعالى.

قوله: (أريته) هو بضم الهمزة .

قوله: (حتى الجنة والنار) رويناه بالحركات الثلاث فيهما .

قوله: (مثل أو قريبًا) كذا هو بترك التنوين في الأول وإثباته في الثاني، قال ابن مالك، توجيهه أن أصله مثل فتنة الدجال أو قريبًا من فتنة الدجال، فحذف ما أضيف إلى «مثل» وترك على هيئته قبل الحذف، وجاز الحذف لدلالة ما بعده عليه، وهذا كقول الشاعر: «بين ذراعي وجبهة الأسد، وقال الآخر:

أمام وخلف المرء من لطف ربه كوالى تزوي عنه ما هو يحذر

وفي رواية بترك التنوين في الثاني أيضًا، وتوجيهه أنه مضاف إلى فتنة أيضًا، وإظهار حرف الجربين المضاف والمضاف إليه جائز عند قوم.

وقوله: (لا أدري أي ذلك قالت أسماء) جملة معترضة بيَّن بها الراوي أن الشك منه هل قالت له أسماء: مثل أو قالت: قريبًا؟ وستأتي مباحث هذا المتن في كتاب الجنائز (٣) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٩٥)، كتاب الوضوء، باب ٣٧، ح ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٤٢٧)، كتاب الكسوف، باب١٠ ، ح١٠٥٣.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٦١)، كتاب الجنائز، باب٨٦، ح١٣٧٣.

(تنبيه): وقع في نسخة الصغاني هنا: قال ابن عباس مرقدنا مخرجنا. وفي ثبوت ذلك نظر لأنه لم يقع في الحديث لذلك ذكر وإن كان قد يظهر له مناسبة، وقد ذكر ذلك في موضعه من سورة يسّ.

# ٥٧-باب تَحْرِيضِ النَّبِيِّ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا اللهِ مَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ، قَالَ لَنَا النَّبِيُّ عَلَيْتُ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلَّمُوهُمْ»

٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُ النَّبِي عَيِّ فَقَالَ: مَنِ الْوَفْدِ - غَيْرَ خَزَايَا وَلا نَدَامَى. قَالُوا: إِنَّا مَنِ الْقَوْمُ - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ خَزَايَا وَلا نَدَامَى. قَالُوا: إِنَّا نَا الْقَوْمُ - قَالُوا: إِنَّا الْقَوْمُ - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ خَزَايَا وَلا نَدَامَى. قَالُوا: إِنَّا نَا الْعَيْ مَنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَلا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَا يُتِكَ إِلا فِي شَهْرٍ نَا يُتِكَ مِنْ شُقَةٍ بَعِيدَةٍ، وَيَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَلا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَا يُتِكَ إِلا فِي شَهْرٍ خَرَامٍ، فَمُونَا بِأَمْرِ نُحْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ: أَمْرَهُمُ عَنْ أَرْبَعِ: أَمْرَهُمْ عَنْ أَرْبَعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ: أَمْرَهُمُ عَنْ أَرْبَعِ: أَمْرَهُمُ عَنْ أَرْبَعِ: أَمْرَهُمُ عَنْ أَرْبَعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ: أَمْرَهُمُ أَلْ بِاللّهِ وَحُدَهُ ؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْرَهُمْ بِاللّهِ وَحُدَهُ ؟ قَالُ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ، وَإِقَامُ الطَّلاقِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمُغَيْمِ ». وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَتِ \_ قَالَ اللهُ عَنْمُ وَرَاءَكُمْ . قَالَ: النَّقِيرِ، وَرُبُّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ. قَالَ: الْمُقَرِقُهُ وَأَخْبُوهُ وَأَخْبُوهُ وَأَخْبُوهُ وَأَخْبُوهُ وَأَخْبُوهُ وَا أَخْبُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ .

[تقدم في : ٥٣ ، الأطراف : ٥٣ ، ٢٣ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٨ ، ٣٠١٠ ، ٢٥٦١ ، ٤٣٦٨ ، ٢١٢٦ ، ٢٢٢٦ ، ٢٥٥٧]

قوله: (باب تحريض) هو بالضاد المعجمة ومن قالها بالمهملة هنا فقد صحف.

قوله: (وقال مالك بن الحويرث) هو بصيغة تصغير الحارث، وهذا التعليق طرف من حديث له مشهوريأتي في الصلاة (١٠).

قوله: (أبي جمرة) هو بالجيم والراء كما تقدم.

قوله: (من شقة) بضم الشين المعجمة وتشديد القاف.

قوله: (وتعطوا) كذا وقع، وهو منصوب بتقدير «أن»، وساغ التقدير لأن المعطوف عليه اسم قاله الكرماني (٢٠). قلت: قد رواه أحمد عن غندر فقال: «وأن تعطوا» فكأن حذفها من

<sup>(</sup>١) (٢/ ٤٤٥)، كتاب الأذان، باب ١٧، ح ٦٢٨ مختصرًا، وفي (٢/ ٤٦٥) كتاب الأذان، باب ٤٩، ح ٦٨٥.

<sup>(7) (7/77).</sup> 

شيخ البخاري.

قوله: (قال شعبة: وربما قال النقير) أي بالنون المفتوحة و تخفيف القاف المكسورة.

(وربما قال المقير) أي بالميم المضمومة وفتح القاف وتشديد الياء المفتوحة، وليس المراد أنه كان يتردد في هاتين اللفظتين ليثبت إحداهما دون الأخرى لأنه يلزم من ذكر المقير التكرار لسبق ذكر المزفت لأنه بمعناه، بل المراد أنه كان جازمًا بذكر الثلاثة الأوَل شاكًا في الرابع وهو النقير، فكان تارة يذكره وتارة لا يذكره، وكان أيضًا شاكًا في التلفظ بالثالث فكان تارة يقول المزفت وتارة يقول المقير، هذا توجيهه فلا يلتفت إلى ما عداه، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في أواخر كتاب الإيمان (۱)، وأخرجه المصنف هناك عاليًا عن علي بن الجعد عن شعبة، ولم يتردد إلا في المزفت والمقير فقط، وجزم بالنقير، وهو يؤيد ما قلته. والله أعلم.

قوله: (وأخبروه) هو بفتح الهمزة وكسر الباء. وللكشميهني: «وأخبروا» بحذف الضمير.

#### ٢٦- باب الرِّحْلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيم أَهْلِهِ

٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمْدُ اللَّهِ بَنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأبِي إِهَابِ بْنِ عَرْيزٍ ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ . فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ عَزِيزٍ ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِ فِي وَلا أَخْبَرْتِنِي . فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «كَيْقَ وَقَدْ قِيلَ» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ .

[الحديث: ٨٨، أطرافه في: ٢٠٥٢، ٢٦٤٠، ٢٦٥٩، ٢٦٦٠، ٥١٠٤

قوله: (باب الرحلة) هو بكسر الراء بمعنى الارتحال، وفي روايتنا أيضًا بفتح الراء أي الواحدة، وأما بضمها فالمراد به الجهة، وقد تطلق على من يُرتحل إليه، وفي رواية كريمة: «وتعليم أهله» بعد قوله في المسألة النازلة، والصواب حذفها لأنها تأتي في باب آخر.

قوله: (أخبرنا عبدالله) هو ابن المبارك.

قوله: (حدثني عبدالله بن أبي مليكة) هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة نسب إلى جده.

قوله: (عن عقبة بن الحارث) سيأتي تصريحه بالسماع من عقبة في كتاب

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۳۲)، كتاب الإيمان، باب ٤٠ - ٥٣ .

النكاح (١) خلافًا لمن أنكره، وسيأتي الخلاف في كنية عقبة في قصة خبيب بن عدي (٢).

قوله: (أنه تزوج ابنة) اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية مشددة، وكنيتها أم يحيى كما يأتي في الشهادات<sup>(۲)</sup>، وهجم الكرماني<sup>(٤)</sup> فقال: لا يعرف اسمها، وأبو إهاب بكسر الهمزة لا أعرف اسمه، وهو مذكور في الصحابة، وعزيز بفتح العين المهملة وكسر الزاي وآخره زاي أيضًا كما تقدم في المقدمة، ومن قاله بضم أوله فقد حرف.

قوله: (فأتته امرأة) لم أقف على اسمها.

قوله: (ولا أخبرتني) بكسر المثناة أي قبل ذلك كأنه اتهمها .

قوله: (فركب) أي من مكة لأنها كانت دار إقامته، والفرق بين هذه الترجمة وترجمة: «باب الخروج في طلب العلم» (٥٠) أن هذا أخص وذاك أعم، وستأتي مباحث هذا الحديث في كتاب الشهادات (١٦) إن شاء الله تعالى.

قوله: (ونكحت زوجًا غيره) اسم هذا الزوج ظُرَيب بضم المعجمة المشالة وفتح الراء وآخره موحدة مصغرًا.

٧٧ ـ باب التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْم

٨٠ حَدَّفَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ . حَ. قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَمِيّةَ بْنِ زَيْدٍ - وَهِي مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ - وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أَمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ - وَهِي مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ - وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أَمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ - وَهِي مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ - وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جِنْتُهُ بِخَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ النَّذُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَنْ مَ الْوَحْيِ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَغَيْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ . فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ : قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ . . . قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَى النَّهِ عَقَالَ : قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ . . . قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَى النَّهِ عَقَالَ : كَفُومَةُ فَإِذَا هِي تَبْكِي ، فَقُلْتُ : طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَتْ : لا أَدْرِي . ثُمَّ وَخَلْتُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ ؟ قَالَتْ : لا أَدْرِي . ثُمَّ وَخُلْتُ عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى اللَّهِ ؟ قَالَتْ : لا أَدْرِي . ثُمَّ وَخُلْتُ عَلَى النَّي عَلَى اللَّهِ ؟ قَالَتْ : لا أَدْرِي . ثُمَّ وَخُلْتُ عَلَى النَّي عَلَى اللَّهِ ؟ قَالَتْ : لا أَدْرِي . ثُمَّ وَكُلْتُ عَلَى النَّي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَا هَوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِي اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>۱) (۲۱/۳۹۳)، کتاب النکاح، باب۲۳، ح۱۰۶.

<sup>(</sup>٢) (٩/ ١٧١)، كتاب المغازي، باب٢٨، ح٤٠٨٧.

<sup>(</sup>۳) (۲/ ۵۲۵)، کتاب الشهادات، باب ۱۳، ت ۲۲۵۹.

<sup>(1)</sup> (1)

<sup>(</sup>٥) (١/ ٣٠٥)، كتاب العلم، باب١٩.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۶۹۹، ۵۲۰)، کتاب الشهادات، باب، ۱۳، ۱۳، ۲۲۶، ۲۲۵۹.

فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لا» فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ.

[الحديث: ٨٩، أطرافه في: ٢٤٦٨، ٤٩١٤، ٤٩١٤، ٥١٩١، ٥١٩١، ٥١٩١]

قوله: (باب التناوب) هو بالنون وضم الواو من النوبة بفتح النون.

قوله: (وقال ابن وهب) هذا التعليق<sup>(1)</sup> وصله ابن حبان في صحيحه عن ابن قتيبة عن حرملة عنه بسنده، وليس في روايته قول عمر: «كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول» وهو مقصود هذا الباب، وإنما وقع ذلك في رواية شعيب وحده عن الزهري، نص على ذلك الذهلي والدارقطني والحاكم وغيرهم، وقد ساق المصنف الحديث في كتاب النكاح<sup>(٢)</sup> عن أبي اليمان وحده أتم مما هنا بكثير، وإنما ذكر هنا رواية يونس بن يزيد ليوضح أن الحديث كله ليس من أفراد شعيب.

قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور) هو مكي نوفلي، وقد اشترك معه في اسمه واسم أبيه، وفي الرواية عن ابن عباس وفي رواية الزهري عنهما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني الهذلي، لكن روايته عن ابن عباس كثيرة في الصحيحين، وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد.

قوله: (وجارلي) هذا الجاره وعِتبان بن مالك أفاده ابن القسطلاني، لكن لم يذكر دليله (٣). قوله: (في بني أمية) أي ناحية بني أمية، سميت البقعة باسم من نزلها.

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>۲) (۱۱/ ۵۹۸)، کتاب النکاح، باب۸۳، ح۱۹۱۰.

<sup>(</sup>٣) تراجع الحافظ عن هذا التحديد بعتبان فقال (١١/ ٢٠٢)، كتاب النكاح، باب ٨٦، ح ٥١٩١): "واسم الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري، سماه ابن سعد من وجه آخر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكر حديثًا، وفيه: "وكان عمر مؤاخيًا أوس بن خولي، لا يسمع شيئًا الاحدثه، ولا يسمع عمر شيئًا إلاحدثه»، فهذا هو المعتمد.

وأما ما تقدم في العلم عمن قال إنه عتبان بن مالك، فهو من تركيب ابن بشكوال، فإنه جوز أن يكون الجار المذكور عتبان، لأن النبي على الأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط، وقد صرحت الرواية المذكورة، عن ابن سعد أنّ عمر كان مؤاخيًا لأوس، فهذا بمعنى الصداقة لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثونه به ثم نسخ، وقد صرح به ابن سعد بأن النبي الخيرين أوس بن خولي وشُجاع بن وهب، كما صرح بأنه آخى بين عمرو عتبان بن مالك، فتبين أن معنى قوله: «كان مؤاخيًا» أي مصادقًا، ويؤيد ذلك أن في رواية عبيد بن حسنين: «وكان لي صاحب من الأنصار».

قوله: (أثم) هو بفتح المثلثة.

قوله: (دخلت على حفصة) ظاهر سياقه يوهم أنه من كلام الأنصاري، وإنما الداخل على حفصة عمر، وللكشميهني: «فدخلت على حفصة» أي قال عمر: فدخلت على حفصة، وإنما جاء هذا من الاختصار، وإلا ففي أصل الحديث بعد قوله أمر عظيم: «طلق رسول الله على نساء». قلت: قد كنت أظن أن هذا كائن، حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت، فدخلت على حفصة. يعني أم المؤمنين بنته، وفي/ هذا الحديث الاعتماد على خبر الواحد، والعمل بمراسيل الصحابة، وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره، مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته، لما علم من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ ذاك كما سيأتي في البيوع (۱)، وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس، لا الإشاعة التي لا يدرى من بدأ بها، وسيأتي بقية الكلام عليه في النكاح (٢) إن شاء الله تعالى.

#### ٨٧-بَابِ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ

٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلاةَ مِمَّا يُطُولُ بِنَا فُلانٌ. أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنْفُرُونَ، فَمَنْ فَمَا رَأَيْتُ النَّاسِ النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنْفُرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ».

[الحديث: ٩٠، أطرافه في: ٧٠٢، ٧٠٤، ٦١١٠، ٥١٧]

قوله: (باب الغضب في الموعظة. حدثنا محمد بن كثير) هو العبدي ولم يخرج للصنعاني شيئًا، قوله: (أخبرني سفيان) هو الثوري (عن ابن أبي خالد) هو إسماعيل.

قوله: (قال رجل) قيل: هو حزم بن أبي كعب.

قوله: (لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل) قال القاضي عياض: ظاهره مشكل؛ لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه، قال: فكأن الألف زيدت بعد «لا» وكأن «أدرك» كانت «أترك». قلت: هو توجيه حسن لو ساعدته الرواية. وقال أبو الزناد بن سراج: معناه أنه كان به ضعف، فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه فلا يكاد يتم معه الصلاة.

<sup>(</sup>۱) (٥/٦١٥)، كتاب البيوع، باب٩، -٢٠٦٢.

<sup>(</sup>۲) (۱۱/۸۹۸)، کتاب النکاح، باب۸۳، ح۱۹۱۰.

قلت: وهو معنى حسن، لكن رواه المصنف عن الفريابي عن سفيان (١) بهذا الإسناد بلفظ: «إني لأتأخر عن الصلاة» أي لا أقرب من الصلاة في الصلاة في الجماعة بل أتأخر عنها أحيانًا من أجل التطويل، وسيأتي تحرير هذا في موضعه في الصلاة (٢)، ويأتي الخلاف في اسم الشاكي والمشكو.

قوله: (أشدغضباً) قيل: إنماغضب لتقدم نهيه عن ذلك.

قوله: (وذا الحاجة) كذا للأكثر، وفي رواية القابسي: «وذو الحاجة» وتوجيهه أنه عطف على موضع اسم أن قبل دخولها، أو هو استئناف.

91-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ الْمَدِينِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِي عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِي عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْحَالَةُ الْمُعْتَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[الحديث: ٩١، أطرافه في: ٢٣٧٢، ٢٤٢٧، ٢٤٢٧، ٢٤٣٩، ٢٣٣٦، ٢٤٣٨، ٢٢٣٦]

/ قوله: (سأله رجل) هو عمير والدمالك(٣).

144

ثم فصل هذه الأقوال في الهدي نفسه (ص: ٢٨٢، ٢٨٣) وقال: «هو عمير بن مالك، رواه الأسماعيلي، وأبو موسى في الذيل من طريقه، وفي الأوسط للطبراني من طريق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية، عن ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد أنه قال: سألت. وفي رواية سفيان الثوري عن ربيعة عن المصنف، جاء أعرابي وذكر ابن بشكوال أنه بلال، وتعقب بأنه لا يقال له أعرابي، لكن الحديث في أبي داود، وفي رواية صحيحة: «جئت أنا ورجل معي» فيفسر الأعرابي بعمير بن مالك، ويحمل على أنه وزيد بن خالد جميعًا سألا عن ذلك، وكذا بلال، ثم وجدت في معجم البغوي وغيره من طريق عقبة بن سويد الجهني عن أبيه، قال: سألت رسول الله عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة. . . » الحديث، وسنده جيد، وهو أولى ما فسر به المبهم الذي في الصحيح.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۹۹۶)، کتاب الأذان، باب ۲۳، ح ۷۰۶.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۹۹۰)، كتاب الأذان، باب ۲۱، ح۲۰۲.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الهدي (ص: ٢٥٢) عن هذا الرجل: «قيل: هو بلال، وقيل، وقيل: هو الجارود،
 وقيل: عمير والدمالك، وقيل: زيدبن خالدنفسه».

وقيل غيره كماسيأتي في اللقطة (١).

قوله: (وكاءها) هو بكسر الواو ما يربط به، والعفاص بكسر العين المهملة هو الوعاء بكسر الواو.

قوله: (فغضب) إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطها، وإما لأن السائل قصر في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين.

قوله: (سقاؤها) هو بكسر أوله والمراد بذلك أجوافها لأنها تشرب فتكتفي به أيامًا.

قوله: (وحذاؤها) بكسر المهملة ثم ذال معجمة والمراد هنا خفها، وستأتي مباحث هذا الحديث في كتاب البيوع (٢) إن شاء الله تعالى .

٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ» قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ» قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً». فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلً . سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً». فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلً .

[الحديث: ٩٢، طرفه في: ٧٢٩١]

قوله: (حدثنا محمد بن العلاء) تقدم هذا الإسناد في: «باب فضل من عَلِمَ وعَلَّمَ» (٣).

<sup>(</sup>۱) (٦/ ٢٣٥، كتاب اللقطة، باب ٢، ح ٢٤٢٧)، حيث رجّح فيه أنه سويد الجهني، ولم يذكر عميرًا فقال: قوله: «جاء أعرابي» في رواية مالك عن ربيعة (جاء رجل) وزعم ابن بشكوال وعزاه لأبي داود، وتبعه بعض المتأخرين، أن السائل المذكور هو بلال المؤذن، ولم أر عند أبي داود في شيّ من النسخ شيئًا من ذلك، وفيه بُعد أيضًا، لأنه لا يوصف بأنه أعرابي.

وقيل السائل هو الراوي، وفيه بُعد أيضًا لما ذكرناه، ومستند من قال ذلك: مارواه الطبراني من وجه آخر عن ربيعة بهذا الإسناد فقال فيه: "إنه سأل النبي على الشك، وأيضًا فإن في رواية ابن وهب المذكورة عن زيد فيه: "إنه سأل النبي على الشك، وأيضًا فإن في رواية ابن وهب المذكورة عن زيد ابن خالد: "أتى رجل وأنا معه» فدل هذا على أنه غيره، ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل. ثم ظفرت بتسمية السائل، وذلك فيما أخرجه الحميدي، والبغوي، وابن السكن والباوردي، والطبراني، كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري، عن ربيعة، عن عقبة بن سويد الجهني، عن أبيه، قال: «سألت رسول الله على اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم أوثق وعائها».

 <sup>(</sup>٢) بل في المساقاة وهي من أبواب البيوع (٦/ ١٨١)، باب١٢، ح٢٣٧٢، وليس هناك شرح.

<sup>(</sup>٣) (٣٠٨/١)، كتاب العلم، باب ٢٠ ، ح٧٩.

قوله: (سئل النبي على عن أشياء) كان منها السؤال عن الساعة وما أشبه ذلك من المسائل كما سيأتي في حديث ابن عباس في تفسير المائدة (١).

قوله: (قال رجل) هو عبد الله بن حذافة بضم أوله وبالذال المعجمة والفاء القرشي السهمى كما سماه في حديث أنس الآتي.

قوله: (فقام آخر) هو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة ، سماه ابن عبد البر في التمهيد في ترجمة سهيل بن أبي صالح منه ، وأغفله في الاستيعاب ، ولم يظفر به أحد من الشارحين ولا من صَنَّفَ في المبهمات ولا في أسماء الصحابة ، وهو صحابي بلا مرية لقوله: «فقال من أبي يا رسول الله؟ » ووقع في تفسير مقاتل في نحو هذه القصة أن رجلاً من بني عبد الدار قال: من أبي؟ قال: سعد ، نسبه إلى غير أبيه بخلاف ابن حذافة ، وسيأتي مزيد لهذا في تفسير سورة المائدة (٢).

قوله: (فلما رأى عمر) هو ابن الخطاب (ما في وجهه) أي من الغضب (قال: يا رسول الله إنا نتوب إلى الله) أي مما يوجب غضبك، وفي حديث أنس الآتي بعد أن عمر برك على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا، والجمع بينهما ظاهر بأنه قال جميع ذلك، فنقل كل من الصحابيين ما حفظ، ودل على اتحاد المجلس اشتر اكهما في نقل قصة عبد الله بن حذافة.

(تنبيه): قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم لأن الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو غضبان، والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج لأنه في صورة المنذر، وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء فهم ونحوه لأنه قد يكون أدْعَى للقبول منه، وليس ذلك لازمًا في حق كل أحد بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين، وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما يأتي في بابه، فإن قيل: فقد قضى عليه الصلاة والسلام في حال غضبه حيث قال: أبوك فلان. فالجواب أن يقال: أولا ليس هذا من باب الحكم، وعلى تقديره فيقال: هذا من خصوصياته لمحل العصمة، فاستوى غضبه ورضاه، ومجرد غضبه من الشيء دال على تحريمه أو كراهته، بخلاف غيره على المنه على المنه على المنه ورضاه، ومجرد غضبه من الشيء دال على تحريمه أو كراهته، بخلاف غيره على المنه المنه ورضاه، ومجرد غضبه من الشيء دال على تحريمه أو كراهته، بخلاف غيره على الله على المنه المنه المنه المنه المنه المنه ورضاه المنه المنه المنه المنه ورضاه و المنه المنه و المنه المنه المنه و المنه و المنه و المنه المنه و المنه و

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۱۰۰)، كتاب التفسير «المائدة» باب ۱۲، ح ۲۲۲۶.

۲) (۱۰۰/۱۰)، كتاب التفسير «المائدة» باب ۱۲، ح۲۲۲.

# ٢٩-باب مَنْ بركَ عَلَى رُكْبتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَام أَوْ الْمُحَدِّثِ

٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسَ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ خَرَجَ، فَقَامَ / عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةٌ». ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ

اللَّهِ ﷺ خَرَجَ، فَقَامَ / عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَة فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةٌ». ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ

«سَلُونِي» فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالإِسْلامِ دِينَا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا فَسَكَتَ.

[الحديث: ٩٣، أطرافه في: ٥٤٠، ٧٤٩، ١٣٦٢، ١٣٦٦، ١٤٦٦، ١٤٨٦، ١٤٨٦، ٧٠٩٠، ٧٠٩٠،

قوله: (باب من برك) هو بفتح الموحدة والراء المخففة، يقال برك البعير إذا استناخ، واستعمل في الآدمي مجازاً.

قوله: (خرج فقام عبد الله بن حذافة) فيه حذف يظهر من الرواية الأخرى، والتقدير خرج فسئل فأكثروا عليه فغضب فقال: سلوني، فقام عبدالله.

قوله: (فقال رضينا بالله رباً) قال ابن بطال (١): فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون على سبيل التعنت أو الشك، فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك فقال: رضينا بالله ربًا . . . إلخ، فرضي النبي على بذلك فسكت.

# ٣٠-باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ وَسَالُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿ أَلَا وَقُولُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿ أَلَا وَقُولُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُمَرَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : « فَلَاثًا ﴿ وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

قوله: (باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم) هو بضم الياء وفتح الهاء، وفي روايتنا بكسر الهاء، لكن في رواية الأصيلي وكريمة: «ليفهم عنه»، وهو بفتح الهاء لاغير.

قوله: (فقال:ألا وقول الزور) كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره: «فقال النبي ﷺ»، وهو طرف معلق من حديث أبي بكرة المذكور في الشهادات (٢) وفي الديات (٣) الذي أوله: «ألا

<sup>(1/1/1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۱7/۲۱)، كتاب الشهادات، باب،۱، ح،۲٦٥٤.

<sup>(</sup>٣) (١٣٣/١٦)، كتاب استتابة المرتدين، باب١، ح١٩١٩.

أنبئكم بأكبر الكبائر» ثلاثًا . . . فذكر الحديث، ففيه معنى الترجمة لكونه قال لهم ذلك ثلاثًا .

قوله: (فما زال يكررها) أي في مجلسه ذلك، والضمير يعود على الكلمة الأخيرة وهي قول الزور، وسيأتي الكلام عليه إن شاءالله تعالى في مكانه (١١).

قوله: (وقال ابن عمر) هو طرف أيضًا من حديث مذكور عند المصنف في كتاب الحدود (٢٠ أوله: «قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: أي شهر هذا. . . » فذكر الحديث وفيه هذا القدر المعلق، وقوله: «ثلاثًا» متعلق بـ «قال» لا بقوله: «بلغت» .

94 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثًا وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا. ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثًا وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا . [الحديث: 92، طرفاه في: 90، 92؛ [عَلَيْتُ

90 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا غَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا حَتَّى تُغْهَمَ عَدْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا.

[تقدم في: ٩٤]

قوله: (حدثنا عبدة) هو ابن عبدالله الصفار، ولم يخرج البخاري عن عبدة بن عبدالرحيم المروزي وهو من طبقة عبدة الصفار، وفي رواية الأصيلي حدثنا عبدة الصفار، قوله: (حدثنا عبدالصمد) هو ابن عبدالوارث بن سعيد، يكنى أباسهل، والمثنى والدعبدالله هو بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة وهو ابن عبد الله بن/ أنس بن مالك، وثمامة عمه، الممورون.

قوله: (عن النبي على أنه كان) أي من عادة النبي على والمراد أن أنسًا مخبر عما عرفه من شأن النبي على وشاهده، لا أن النبي على أخبره بذلك، ويؤيد ذلك أن المصنف أخرجه في كتاب الاستئذان (٣) عن إسحاق وهو ابن منصور عن عبد الصمد بهذا الإسناد إلى أنس فقال: «إن النبي على كان».

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۱م)، كتاب الشهادات، باب ۱ ، ح ۲۲۵٤.

<sup>(</sup>۲) (۱۵/۱۵)، كتاب الحدود، باب٩، ح٥٧٨٠.

<sup>(</sup>٣) (١٦٧/١٤)، كتاب الاستئذان، باب١٣، ح ٦٢٤٤.

قوله: (إذا تكلم) قال الكرماني (١): مثل هذا التركيب يشعر بالاستمر ار عند الأصوليين. قوله: (بكلمة) أي بجملة مفيدة.

قوله: (أعادها ثلاثًا) قد بين المراد بذلك في نفس الحديث بقوله: «حتى تفهم عنه» وللترمذي والحاكم في المستدرك: «حتى تعقل عنه»، ووهم الحاكم في استدراكه وفي دعواه أن البخاري لم يخرجه، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث عبدالله بن المثنى. انتهى. وعبد الله بن المثنى ممن تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم وقد وثقه العجلي والترمذي، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت: لعله أراد في بعض حديثه، وقد تقرر أن البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيئًا مما أنكر عليه. وقول ابن معين ليس بشيء أراد به في حديث بعينه سئل عنه، وقد قواه في رواية إسحاق بن منصور عنه. وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرًا بأمر قادح، وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا، وقد قال ابن حبان لما ذكره في الثقات: ربما أخطأ. والذي أنكر عليه إنما هو من روايته عن غير عمه ثمامة، والبخاري إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث وغيره، ولاشك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره.

وقال ابن المنير: نبه البخاري بهذه الترجمة على الردعلى من كره إعادة الحديث، وأنكر على الطالب الاستعادة، وعَدَّه من البلادة، قال: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عذر للمفيد إذا لم يعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء؛ لأن الشروع ملزم، وقال ابن التين: فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان.

قوله: (وإذا أتى على قوم) أي وكان إذا أتى.

قوله: (فسلم عليهم) هو من تتمة الشرط.

وقوله: (سلم عليهم) هو الجواب، قال الإسماعيلي: يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم سلام الاستئذان على ما رواه أبو موسى وغيره، وأما أن يمر المار مسلمًا فالمعروف عدم التكرار، قلت: وقد فهم المصنف هذا بعينه فأورد هذا الحديث مقرونًا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان (٢)، لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضًا منه إذا خشي أنه لا يسمع

<sup>1) (</sup>Y\0A, FA).

<sup>(</sup>٢) (١٦٧/١٤)، كتاب الاستئذان، باب١٣، - ٦٢٤٤.

سلامه، وما ادعاه الكرماني (١) من أن الصيغة المذكورة تفيد الاستمر ارمما ينازع فيه. والله أعلم.

٩٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَقَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلاةَ صَلاةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ عَمْرِ وَقَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَوْ مُلِكَا الْعَصْرِ وَنَحْنُ الْعَصْرِ وَنَحْنُ أَنْ فَكَانَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلاَحْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا. فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "وَيْلٌ لِلاَحْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا. 177، 37، الأطراف: ١٦٣، 37، الأطراف: ٢٠ المُعْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى مَا مُنْ اللَّهُ الْعَلَى مَا مُنْ اللَّهُ الْعَلَى مَا مُنَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى مَا مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّلِلْمُ اللَّهُ الللللْفُولُولُ الللللْفُولُولُ الللللْمُ اللَّهُ

قوله في حديث عبدالله بن عمرو: (فأدركنا) هو بفتح الكاف.

وقوله: (أرهقنا) بسكون القاف، وللأصيلي: «أرهقتنا».

وقوله: (صلاة العصر) هو بدل من الصلاة إن رفعًا فرفع وإن نصبًا فنصب.

قوله: (مرتين أو ثلاثًا) هو شك من الراوي، وهو يدل على أن الثلاث ليست شرطًا، بل المراد التفهيم، فإذا حصل بدونها أجزأ، وسيأتي الكلام على المتن في الطهارة (٢) إن شاء الله تعالى .

# / ٣١\_باب تَعْلِيم الرَّجُلِ أَمَنَهُ وَأَهْلَهُ

٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلام - حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: قَالَ ١٩٠ عَامِرٌ الشَّغْبِيُّ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ عَامِرٌ الشَّغْبِيُّ: «ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدًى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ».

ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْكَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

[الحديث: ۹۷، أطرافه في: ٢٥٤٤، ٢٥٤٧، ٢٥٥١، ٢٠١١، ٣٤٤٦، ٥٠٨٣

قوله: (باب تعليم الرجل أمنه وأهله) مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس؛ إذا لاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء.

قوله: (حدثنا محمد بن سلام) كذا في روايتنا من طريق أبي ذر، وفي رواية كريمة حدثنا محمد هو ابن سلام، وللأصيلي حدثنا محمد حسب، واعتمده المزي في الأطراف (٣) فقال:

<sup>(1) (</sup>Y\0A, FA).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٥٦)، كتاب الوضوء، باب ٢٧، ح١٦٣.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٤٥٧) ح١٠٧.

رواه البخاري عن محمد قيل: هو ابن سلام.

قوله: (أخبرنا) في رواية كريمة حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين (١)، وذكر أبو علي الحياني (٢) أن بعض أهل بلدهم صحف «المحاربي» فقال: «البخاري»، فأخطأ خطأ فاحشًا.

قوله: (حدثنا صالح بن حيان) هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان نسب إلى جد أبيه ، وهو بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية ، ولقبه: «حي» وهو أشهر به من اسمه ، وكذا من يُنسب إليه ، يقال للواحد منهم غالبًا: فلان ابن حي كصالح بن حي هذا ، وهو ثقة مشهور ، وفي طبقته راو آخر كوفي أيضًا يقال له: صالح بن حيان القرشي لكنه ضعيف ، وقد وهم من زعم أن البخاري أخرج له فإنه إنما أخرج لصالح بن حي ، وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبي دون القرشي (٣) ، وقد أخرجه البخاري من حديثه من طرق : منها في الجهاد (٤) من طريق ابن عيينة قال : حدثنا صالح بن حي أبو حيان قال : سمعت الشعبي ، وأصرح من ذلك أنه أخرج الحديث المذكور في كتاب الأدب المفرد بالإسناد الذي أخرجه هنا فقال : صالح بن حي .

قوله: (قال عامر) أي قال صالح: قال عامر، وعادتهم حذف «قال» إذا تكررت خطأً لا نطقًا.

قوله: (عن أبيه) هو أبو موسى الأشعري كما صرح به في العتق (٥) وغيره.

قوله: (ثلاثة لهم أجران) ثلاثة مبتدأ، والتقدير: ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة، ولهم أجران خبره.

قوله: (رجل) هو بدل تفصيل، أو بدل كل بالنظر إلى المجموع.

قوله: (من أهل الكتاب) لفظ الكتاب عام ومعناه خاص، أي المُنَزَّل من عندالله، والمراد به التوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكتاب، وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا: إن النصرانية ناسخة لليهودية، كذا قرره جماعة، ولا

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۲۸۲)، كتاب الغيدين، باب، ، ح٩٦٦.

<sup>(</sup>٢) تقييد المهمل (٢/ ٥٦٨ ـ ٥٦٩) ونصه: وقد نسبه بعض من لا علم له بهذا الشأن من أهل بلدنا فأخطأ في نسبته خطأً فاحشًا.

<sup>(</sup>٣) نقله الحافظ ابن حجر عن الجياني ولم يعز إليه. تقييد المهمل (٢/ ٥٦٨). وانظر أيضًا: الاختلاف بين رواة البخاري (ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٢٦٤)، كتاب الجهاد، باب ١٤٥، - ٢٠١١.

<sup>(</sup>٥) (٦/ ٢٨٢)، كتاب العتق، باب١٧، ح١٥٥١.

يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف، فمن أجابه منهم نسب إليه، ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنًا فلا يتناوله الخبر؛ لأن شرطه أن يكون مؤمنًا بنبيه، نعم من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل، أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته، يصدق عليه أنه يهودي مؤمن، إذ هو مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكذب نبيًا/ آخر بعده، فمن أدرك بعثة محمد علي من كان \_ بهذه المثابة وآمن به لا يشكل أنه يدخل في الخبر المذكور، ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسي عليه السلام لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة ، نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبي على وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث وهي قوله تعالى: ﴿ أُولَلَيْكَ يُؤَتِّنَ أَجَّرَهُم مَّرَّيِّينِ ﴾ [القصص: ٥٤] نزلت في طائفة آمنوا منهم كعبدالله بن سلام وغيره، ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي قال: نزلت هذه الآيات فيَّ وفيمن آمن معي. وروى الطبري بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال: خرج عشرة من أهل الكتاب\_منهم أبي رفاعة\_إلى النبي ﷺ فآمنوا به فأوذوا، فنزلت: ﴿ الَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبَلِهِ مُم بِهِ يُؤْمِنُونَ . . . ﴾ الآيات [القصص: ٥٠-٥٥]، فهؤ لاء من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسي بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد عليه، وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين، قال الطيبي: فيحتمل إجراء الحديث على عمومه، إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد علي سببًا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة . انتهى . وسأذكر ما يؤيده بعد . ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد، فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه السلام، إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد على فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى.

(فوائد): الأولى: وقع في شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت في كعب الأحبار وعبدالله بن سلام، وهو صواب في عبدالله خطأ في كعب، لأن كعبًا ليست له صحبة، ولم يسلم إلا في عهد عمر بن الخطاب. والذي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها نزلت في عبدالله بن سلام وسلمان الفارسي، وهذا مستقيم؛ لأن عبد الله كان يهوديًا فأسلم كما سيأتي في الهجرة (۱)، وسلمان كان نصرانيًا فأسلم كما سيأتي في البيوع (۲)، وهما صحابيان مشهوران.

<sup>(</sup>۱) (٨/ ٧٠١)، كتاب مناقب الأنصار، باب ٤٥، ح ١ ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٦٩٤)، كتاب البيوع، باب١٠٠.

الثانية: قال القرطبي (١) الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه عقدًا وفعلًا إلى أن آمن بنبينا على فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني. انتهى. ويشكل عليه أن النبي على كتب إلى هرقل: «أسلم يؤتك الله أجرك مرتين»، وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل، وقد قدمت بعث شيخ الإسلام في هذا في حديث أبي سفيان في بدء الوحي (٢).

الثالثة: قال أبو عبد الملك البوني وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود البتة، وليس بمستقيم كما قررناه. وقال الداودي ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من خير كما في حديث حكيم بن حرّام الآتي: «أسلمت على ما أسلفت من خير» وهو مُتَعَقّب؛ لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان. وأيضًا فالنكتة في قوله: «آمن بنبيه» الإشعار بعلية الأجر، أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين، والكفار ليسوا كذلك. ويمكن أن يقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمدًا على كما قال الله تعالى: ﴿ يَجِدُونَهُم مَكَنُوبًا عِندَهُم فِي التَّوْرَئةِ وَالْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] فمن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره، وكذا من كذبه منهم كان وزره أشد من وزر غيره، وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي على لكون الوحي كان ينزل في بيوتهن. فإن قيل: فلم لم يذكرن في هذا الحديث فيكون العدد أربعة؟ أجاب شيخنا ينزل في بيوتهن. فإن قيل: فلم لم يذكرن في هذا الحديث فيكون العدد أربعة؟ أجاب شيخنا إلى يوم القيامة. وهذا مُصَيَّرٌ من شيخنا إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة.

وقدادعى الكرماني (٣) اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة ، وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو محمد على باعتبار عموم بعثته . انتهى . وقضيته أن ذلك أيضًا لا يتم لمن كان في عهد النبي على المن خصه بمن لم تبلغه الدعوة / فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده ، فما قاله شيخنا أظهر . والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا الهي إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك ، وأما ما قوى به الكرماني (٤) دعواه بكون السياق مختلفًا حيث قيل في مؤمن أهل الكتاب : «رجل» بالتنكير وفي «العبد» بالتعريف ، وحيث زيدت فيه : «إذا» الدالة على معنى الاستقبال فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال ، بخلاف العبد . انتهى . وهو غير

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۸۱)، كتاب بدء الوحى، باب ٦، ح٧.

<sup>(7) (7/</sup> ۸۸).

<sup>(3) (</sup>Y\AA).

مستقيم؛ لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ، وليس مُتَّقَقًا عليه بين الرواة، بل هو عند المصنف وغيره مختلف، فقد عبر في ترجمة عيسى (١) بـ (إذا» في الثلاثة، وعبر في النكاح (٢) بقوله: (أيما رجل» في المواضع الثلاثة وهي صريحة في التعميم، وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له هنا لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة والله أعلم.

الرابعة: حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مُطّرِد في جل الأحكام حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ماخصه الدليل، وستأتي مباحث العبد في العتق (٣) ومباحث الأمة في النكاح (٤).

قوله: (فله أجران) هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به.

قوله: (ثم قال عامر) \_ أي الشعبي \_ أعطيناكها، ظاهره أنه خاطب بذلك صالحًا الراوي عنه، ولهذا جزم الكرماني (٥) بقوله: «الخطاب لصالح» وليس كذلك، بل إنما خاطب بذلك رجلاً من أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، كما سنذكر ذلك في ترجمة عيسى عليه السلام (٢) من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

قوله: (بغيرشيء) أي من الأمور الدنيوية، وإلا فالأجر الأخروي حاصل له.

قوله: (يركب فيما دونها) أي يرحل لأجل ما هو أهون منها كما عنده في الجهاد، والضمير عائد على المسألة.

قوله: (إلى المدينة) أي النبوية، وكان ذلك في زمن النبي ﷺ والخلفاء الراشدين، ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها، فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم فرحل، وقد تقدم حديث جابر (٧) في ذلك، ولهذا عبر الشعبي ـ مع كونه من كبار التابعين ـ بقوله: «كان»، واستدلال ابن بطال (٨) وغيره من المالكية على تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قررناه. وإنما قال الشعبي ذلك تحريضًا للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه

<sup>(</sup>۱) (۸/ ۲۵)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب٤٨، ح٤٤٦.

<sup>(</sup>۲) (۱۱/ ۳۵۰)، کتاب النکاح، باب۱۳، ح۸۰۸.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٣٨٣\_٣٨١)، كتاب العتق، باب١٧.

<sup>(</sup>٤) (١١/ ٣٥١\_٣٥٠)، كتاب النكاح، باب١٣٠.

<sup>.(9 ( / / 9 ) .</sup> 

<sup>(</sup>٦) (٨/ ٦٣ ـ ٨٥)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب٨٤.

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۳۰۵)، كتاب العلم، باب ۱۹، ح۸۷.

<sup>(</sup>A) (1/3V1).

وأجلب لحرصه. والله المستعان. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيد الله وهو بضم الموحدة وسكون المهملة قال: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد. وعن أبي العالية قال: كنا نسمع الحديث عن الصحابة، فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم.

٣٢ ـ باب عِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

٩٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ اللهِ عَلَيْهِ - اللهِ عَلَيْهِ - أَوْ قَالَ عَطَاءٌ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ - ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ - خَرَجَ وَمَعَهُ بِلالٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعُ ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ ، وَبِلالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ .

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ وَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيّ

[الحديث: ۹۸، أطرافه في: ۳۲۸، ۲۲۹، ۹۲۶، ۹۷۵، ۹۷۷، ۹۷۹، ۹۸۹، ۱۳۳۱، ۱۶۶۹، ۱۶۳۱، ۹۸۹، ۹۸۹، ۱۶۲۱، ۱۶۶۹، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۹۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، ۱۹

قوله: (بابعظة الإمام النساء) نبه بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصًا بأهلهن، بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه، واسْتُفِيدَ الوعظ ليس مختصًا بأهلهن، بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه، واسْتُفِيدَ الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث: «فوعظهن»، وكانت الموعظة بقوله: «إني رأيتكن أكثر أهل النار، لأنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير»، واسْتُفِيدَ التعليم من قوله: «وأمرهن بالصدقة» كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرًا لخطاياهن.

قوله: (عن أيوب) هو السختياني، وعطاء هو ابن أبي رباح.

قوله: (أو قال عطاء:أشهد) معناه أن الراوي تردد هل لفظ «أشهد» من قول ابن عباس أو من قول عطاء؟ وقد رواه أيضًا حماد بن زيد عن أيوب أخرجه أبو نعيم في المستخرج، وأخرجه أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازمًا بلفظ: «أشهد» عن كل منهما، وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيدًا لتحققه ووثو قابو قوعه.

قوله: (ومعه بلال) كذا للكشميهني وسقطت الواو للباقين.

قوله: (القُرْط) هو بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة، أي الحلقة التي تكون في شحمة الأذن، وسيأتي مزيد في هذا المتن في العيدين (١) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۲۸۰)، كتاب العيدين، في عدة مواضع منها باب، ح ٩٦٤.

قوله: (وقال إسماعيل) هو المعروف بابن علية، وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن لفظ: «أشهد» من كلام ابن عباس فقط، وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، وكذا قال وهيب عن أيوب، ذكره الإسماعيلي. وأغرب الكرماني (١) فقال: يحتمل أن يكون قوله: وقال إسماعيل عطفًا على حدثنا شعبة، فيكون المراد به: حدثنا سليمان بن حرب عن إسماعيل فلا يكون تعليقًا. انتهى. وهو مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلاً لا لهذا الحديث ولا لغيره، وقد أخرجه المصنف في كتاب الزكاة (٢) موصولاً عن مؤمل ابن هشام عن إسماعيل كما سيأتي، وقد قلنا غير مرة: إن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور النقلية. ولو استرسل فيها مسترسل لقال: يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير ابن علية، وأن أيوب آخر غير السختياني، وهكذا في أكثر الرواة، فيخرج بذلك إلى ما ليس بمرضي. وفي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة، وصدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، وأن الصدقة تمحو كثيرًا من الذنوب التي تُدخل النار.

#### ٣٣ ـ باب الْحِرْص عَلَى الْحَدِيثِ

99 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ ابْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لا إِللهَ إِلا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ ؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ. أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لا إِللهَ إِلا اللَّهُ خَالِطًا مِنْ قَلْبِهِ - أَوْ نَفْسِهِ - ».

[الحديث: ٩٩، طرفه في: ٦٥٧٠]

قوله: (باب الحرص على الحديث) المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي عَلَيْة، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم.

قوله: (حدثنا عبد العزيز) هو أبو القاسم الأويسي، وسليمان هو ابن بلال، وعمرو بن أبي عمرو هو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، واسم أبي عمرو: ميسرة، والإسناد كله مدنيون.

<sup>(1) (1/79)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٢٨٠)، كتاب الزكاة، باب٣٣، ح١٤٤٩.

قوله: (أنه قال: قيل: يا رسول الله) كذا لأبي ذر وكريمة، وسقطت «قيل» للباقين وهو الصواب، ولعله كانت «قلت» فتصحفت، فقد أخرجه المصنف في الرقاق<sup>(١)</sup> كذلك، وللإسماعيلي أنه سأل، ولأبي نعيم أن أبا هريرة قال: يا رسول الله.

قوله: (أول منك) وقع في روايتنا برفع اللام ونصبها، فالرفع على الصفة لـ(أحد) أو البدل منه والنصب على أنه مفعول ثان لـ(ظننت) قاله القاضي عياض، وقال أبو البقاء: على الحال، ولا يضر كونه نكرة لأنها في سياق النفي كقولهم: ما كان أحد/ مثلك، و «ما» في قوله: «لِمَا» موصولة و «من» بيانية أو تبعيضية، وفيه فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم.

قوله: (من قال: لا إله إلا الله) احتراز من المشرك، والمراد: مع قوله: محمد رسول الله، لكن قد يكتفى بالجزء الأول من كلمتي الشهادة لأنه صار شعارًا لمجموعهما كما تقدم في الإيمان (٢).

قوله: (خالصًا) احتراز من المنافق، ومعنى أفعل في قوله «أسعد» الفعل لا أنها أفعل التفضيل أي سعيد الناس، كقوله تعالى: ﴿ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَالفرقان: ٢٤]، ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على بابها، وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته، لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها، فإنه على يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف، ويشفع في بعض الكفار، بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها، وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب، وفي بعضهم برفع الدرجات فيها، فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص. والله أعلم.

قوله: (من قلبه، أو نفسه) شك من الراوي، وللمصنف في الرقاق (٣) «خالصًا من قبل نفسه» وذكر ذلك على سبيل التأكيد كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ مَا ثِمُ مَا ثُمُّهُ وَالبَمُ وَالبُمُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ واللَّهُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُلُمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَال

<sup>(</sup>۱) (۸٥/١٥)، كتاب الرقاق، باب ٥١، ح ٢٥٧٠.

<sup>(</sup>۲) (۱/۱۱)، کتاب الإیمان، باب۲، ح۸.

<sup>(</sup>٣) (٨٥/١٥)، كتاب الرقاق، باب٥١، ح١٥٧٠.

#### ٣٤-باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ؟

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمِ: انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ افَاكْتُبُهُ ، فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ ، وَلا تَقْبَلْ إِلا حَدِيثَ النَّبِيِ عَلَيْ ، وَلْتُقْشُوا الْعِلْمَ ، وَلْتَقْبُلُ إِلا حَدِيثَ النَّبِي عَلَيْ ، وَلْتُقْشُوا الْعِلْمَ ، وَلْتَغْلِمُ ، وَإِنَّ الْعِلْمَ لا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا . حَدَّثَ نَا الْعَلاءُ بْنُ الْعِلْمَ لا يَعْلَمُ ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا . حَدَّثَ نَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَا رِبِذَلِكَ . يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَا رِبِذَلِكَ . يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَا رِبِذَلِكَ . يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَا رِبِذَلِكَ . يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَا رِبِذَلِكَ . يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَا رِبِذَلِكَ . يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَلْمَ اللهِ بْنِ دِينَا رِبِذَلِكَ . يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ وَلِهِ : ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ

١٠٠ حَدَّثَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتُزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْتِي عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُوا وَأَضَلُّوا».

قَالَ الْفِرَبْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَام نَحْوَهُ.

[الحديث: ١٠٠، طرفه في: ٧٣٠٧]

قوله: (باب كيف يقبض العلم) أي كيفية قبض العلم.

قوله: (إلى أبي بكربن حزم) هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري نسب إلى جد أبيه ، ولجده عمرو صحبة ، ولأبيه محمد رؤية ، وأبو بكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على إمرة المدينة وقضائها ولهذا كتب إليه ، ولا يعرف له اسم سوى أبي بكر ، وقيل : كنيته أبو عبد الملك واسمه أبو بكر وقيل : اسمه كنيته .

قوله: (انظر ماكان) أي اجمع الذي تجد، ووقع هنا للكشميهني: عندك أي: في بلدك.

قوله: (ولا يقبل) هو بضم الياء التحتانية وسكون اللام وبسكونها وكسرها معًا في

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۱۱)، ترجمة: داودبن سليمان.

«وليفشوا وليجلسوا».

قوله: (حتى يُعلَّم) هو بضم أوله وتشديد اللام، وللكشميهني «يَعْلَم» بفتح أوله وتخفيف اللام.

قوله: (يهلك) بفتح أوله وكسر اللام.

قوله: (حدثنا العلاء) لم يقع وصل هذا التعليق عند الكشميهني ولا كريمة ولا ابن عساكر إلى قوله ذهاب العلماء، وهو محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر أو من كلامه ولم يدخل في هذه الرواية، والأول أظهر، ويه صرح أبو نعيم في المستخرج ولم أجده في مواضع كثيرة إلا كذلك، وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف أورده تلو كلام عمر، ثم بين أن ذلك غاية ما انتهى إليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى.

قوله: (حدثني مالك)<sup>(1)</sup> قال الدارقطني: لم يروه في الموطأ إلا معن بن عيسى، ورواه أصحاب مالك كابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأ، وأفاد ابن عبد البر أن سليمان بن يزيد رواه أيضًا في الموطأ. والله أعلم. وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة فوقع لنا من رواية أكثر من سبعين نفسًا عنه من أهل الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر وغيرها، ووافقه على روايته عن أبيه عروة أبو الأسود المدني وحديثه في الصحيحين، والزهري وحديثه في النسائي، ويحيي بن أبي كثير وحديثه في صحيح أبي عوانة، ووافق أباه على روايته عن عبدالله عمر بن الحكم بن ثوبان وحديثه في مسلم.

قوله: (لا يقبض العلم انتزاعًا) أي محوا من الصدور، وكان تحديث النبي على بذلك في حجة الوداع قال حجة الوداع كما رواه أحمد والطبراني من حديث أبي أمامه قال: لما كان في حجة الوداع قال النبي على: «خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع». فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال: «ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته» ثلاث مرات. قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة، إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه.

قوله: (حتى إذا لم يَبقَ عالم) هو بفتح الياء والقاف، وللأصيلي بضم أوله وكسر القاف، وعالمًا منصوب أي لم يُبُقِ الله عالمًا، وفي رواية مسلم: «حتى إذا لم يترك عالمًا».

قوله: (رءوسًا) قال النووي (٢): ضبطناه بضم الهمزة والتنوين جمع رأس. قلت: وفي

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (١٦/ ٢٢٣).

رواية أبي ذر أيضًا بفتح الهمزة، وفي آخره همزة أخرى مفتوحة جمع رئيس.

قوله: (بغير علم) وفي رواية أبي الأسود في الاعتصام (١) عند المصنف: «فيفتون برأيهم» ورواها مسلم كالأولى.

قوله: (قال الفربري) هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد، وهي قليلة.

قوله: (نحوه) أي: بمعنى حديث مالك. ولفظ رواية قتيبة هذه أخرجها مسلم عنه، وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم، والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد. ولله الأمر يفعل ما يشاء. وسيكون لنا في المسألة عود في كتاب الاعتصام (٢) إن شاء الله تعالى.

# ٥٣-باب هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْم؟

١٠١ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحِ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: «مَا مِنكُنَّ يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: «مَا مِنكُنَّ الْمُرَاةُ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهَا إِلا كَانَ لَهَا حِجَابًا/ مِنَ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: «وَاثْنَيْنِ».
 امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهَا إِلا كَانَ لَهَا حِجَابًا/ مِنَ النَّارِ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: «وَاثْنَيْنِ».
 الحديث: ١٠١، طرفاه في: ١٧٢٥، ١٢٤٩]

قوله: (باب هل يجعل) أي الإمام، وللأصيلي وكريمة: «يُجعل» بضم أوله، وعندهما «يُوم» بالرفع لأجل ذلك.

قوله: (على حدة) بكسر المهملة وفتح الدال المهملة المخففة أي: ناحية وحدهن، والهاء عوض عن الواو المحذوفة كما قالوا في عدة من الوعد.

قوله: (حدثناآدم) هو ابن أبي إياس.

قوله: (قال النساء) كذا لأبي ذر، وللباقين «قالت النساء» وكلاهما جائز، و(غلبنا) بفتح الموحدة و(الرجال) بالضم لأنه فاعله.

قوله: (فاجعل لنا) أي عيِّن لنا، وعبر عنه بالجعل لأنه لازمه، ومن ابتدائية متعلقة

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۷)، کتاب الاعتصام، باب۷، ح۷۳۰۷.

<sup>(</sup>٢) (١٧/ ١٨٨)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب٧، ح٧٣٠٧.

بـ «اجعل»، والمرادردذلك إلى اختياره.

قوله: (فوعظهن) التقدير: فوفي بوعده فلقيهن فوعظهن، ووقع في رواية سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بنحو هذه القصة فقال: «موعدكن بيت فلانة» فأتاهن فحدثهن.

قوله: (وأمرهن) أي بالصدقة، أو حذف المأمور به لإرادة التعميم.

قوله: (ما منكن امرأة)، وللأصيلي «ما من امرأة» و «من» زائدة لفظًا، وقوله: «تقدم» صفة لامرأة.

قوله: (إلا كان لها) أي التقديم (حجاباً)، وللأصيلي «حجاب» بالرفع وتعرب «كان» تامة أي حصل لها حجاب. وللمصنف في الجنائز (١): «إلا كن لها» أي: الأنفس التي تقدم. وله في الاعتصام (٢) «إلا كانوا» أي الأولاد.

قوله: (فقالت امرأة) هي أم سليم، وقيل غيرها كما سنوضحه في الجنائز (٣).

قوله: (واثنين) ولكريمة «واثنتين» بزيادة تاء التأنيث، وهو منصوب بالعطف على «ثلاثة» ويسمى العطف التلقيني، وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا؟، وسيأتي في الجنائز (٤) الكلام في تقديم الواحد.

١٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيَّةً بِهَذَا.

وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِغْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «ثَلاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ».

[الحديث: ١٠٢، طرفه في: ١٢٥٠]

قوله: (حدثني محمد بن بشار) أفاد بهذا الإسناد فائدتين: إحداهما: تسمية ابن الأصبهاني المبهم في الرواية الأولى، والثانية: زيادة طريق أبي هريرة التي زاد فيها التقييد بعدم بلوغ الحنث، أي الإثم. والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا؛ لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ، وكأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد. وفي الحديث ما كان

<sup>(</sup>۱) (٣/ ٦٩٥)، كتاب الجنائز، باب٢، ح١٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) (١٩٨/١٧)، كتاب الاعتصام، باب٩، ح٠ ٧٣١، وفيه: إلا كان لها.

<sup>(7) (7/095).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٦٨٩)، كتاب الجنائز، باب٦، ح١٢٤٩.

عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلّم أمر الدين، وفيه جواز الوعد، وأن أطفال المسلمين في الجنة، وأن من مات له ولدان حجباه من النار، ولا اختصاص لذلك بالنساء كما سيأتي التنصيص عليه في الجنائز (١٠).

(تنبيه): حديث أبي هريرة مرفوع، والواو في قوله: «وقال» للعطف على محذوف تقديره «مثله» أي: مثل حديث أبي سعيد، والواو في قوله: «وعن عبد الرحمن» للعطف على قوله أولاً: «عن عبد الرحمن». والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين، فهو موصول، ووهم من زعم أنه معلق (٢).

# ٣٦ ـ باب مَنْ سَمِعَ شَيئًا فَرَاجَعَ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ

١٠٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ / زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لا تَسْمَعُ شَيْئًا لا تَعْرِفُهُ إِلا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ——
قَالَ: «مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا ١٩٧ قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ».

يَسِيرًا ﴿ إِنَّ مَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ ».

[الحديث: ١٠٥، اطرافه في: ٢٩٣٩، ٢٥٣٦، ٢٥٣٦]

قوله: (باب من سمع شيئًا) زاد أبو ذر فلم يفهمه.

قوله: (فراجعه) أي راجع الذي سمعه منه. وللأصيلي: «فراجع فيه».

قوله: (أن عائشة) ظاهر أوله الإرسال؛ لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة النبي على الله الله الله الله عدد الله على النبي على الله الله على الله عل

قوله: (كانت لاتسمع) أتى بالمضارع استحضارًا للصورة الماضية لقوة تحققها .

قوله: (إنما ذلك) بكسر الكاف، (العرض) أي عرض الناس على الميزان.

قوله: (نوقش) بالقاف والمعجمة من المناقشة وأصلها الاستخراج، ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها، والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء، والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب؛ لأن حسنات العبد موقوفة على القبول، وإن لم تقع الرحمة المقتضية

<sup>(</sup>١) (٣/ ٦٩٤)، حيث قال: إنما خص المرأة بالذكر لأن الخطاب حينئذ كان للنساء وليس له مفهوم لما في بقية الطرق.

<sup>(</sup>٢) انظر: تغليقالتعليق(١/ ٩٠).

للقبول لا يحصل النجاء.

قوله في آخره: (يهلك) بكسر اللام وإسكان الكاف، وفي الحديث ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم معانى الحديث، وأن النبي على لله لكن يتضجر من المراجعة في العلم، وفيه: جواز المناظرة، ومقابلة السنة بالكتاب، وتفاوت الناس في الحساب. وفيه: أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى : ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنَّ أَشْيَاءَ ﴾ [المائدة : ١٠١] وفي حديث أنس: «كنا نهينا أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء»، وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة، ففي حديث حفصة أنها لما سمعت: «لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرًا والحديبية» قالت: أليس الله يقول: ﴿ وَلِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهُمَّا ﴾ [مريم: ٧١]؟ فأجيبت بقوله: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ . . . ﴾ الآية [مريم: ٧٧]، وسأل الصحابة لما نزلت: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦]: أينا لم يظلم تفسه؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشرك. والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب والورود والظلم، فأوضح لهم أن المراد في كل منها أمر خاص. ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلًا مع توجه السؤال وظهوره، وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي، فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتًا كما قال تعالى : ﴿ قُأْمًا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَّيْعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ [آل عمران: ٧] وفي حديث عائشة: «فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهم»، ومن ثم أنكر عمر على صبيغ لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه، وسيأتي إيضاح هذا كله في كتاب الاعتصام(١) إن شاء الله تعالى. وسيأتي باقيه في كتاب الرقاق (٢)، وكذا الكلام على انتقاد الدارقطني لإسناده إن شاء الله تعالى.

٣٧- باب لِيبَلِّغُ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ الْ

١٠٤ حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثِنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ أَلَّهُ قَالَ لِعَمْرِ و بْنِ سَعِيدٍ - وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ -: اثْذَنْ لِي أَيُّهَا الأمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ قَالَ لِعَمْرِ و بْنِ سَعِيدٍ - وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ -: اثْذَنْ لِي أَيُّهَا الأمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ اللَّهُ وَلَا يَعِيدُ الْعَرْقُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُ لامْرِيمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُ لامْرِيمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُ لامْرِيمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُ لامْرِيمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُ لامْرِيمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ يُعَرِّمُهُا النَّاسُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا قَامَ اللَّهُ وَلَمْ يُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ يَعِيمُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يُحَلِّمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعِلَى اللَّهُ وَلَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى

<sup>(</sup>۱) (۱۷/ ۱۸۱)، كتاب الإحتصام بالكتاب والسنة، باب٧، ح٨٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) (٥٨/١٥)، كتاب الرقاق، باب٤٩، ح٢٥٣٦.

وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا وَلا يَعْضِدَ/ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدُّ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا ١٩٨ الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا يَاللَّهُ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْعَامُ الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ وَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ». فَقِيلَ لأبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ عَمْرٌ و؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ : مَا قَالَ عَمْرٌ و؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ ، لا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلا فَارًا بِدَم، وَلا فَارًا بِخَرْبَةٍ .

[الحديث: ١٠٤، طرفاه في: ١٨٣٢، ٢٩٥٥]

قوله: (باب ليبلغ العلم) بالنصب والشاهد بالرفع والغائب منصوب أيضًا، والمراد بالشاهد هنا الحاضر، أي ليبلغ من حضر من غاب؛ لأنه المفعول الأول والعلم المفعول الثاني وإن قدم في الذكر.

قوله: (قاله ابن عباس) أي رواه، وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذه الصورة، وإنما هو في روايته ورواية غيره بحذف العلم، وكأنه أراد بالمعنى لأن المأمور بتبليغه هو العلم.

قوله: (عن أبي شريح) هو الخزاعي الصحابي المشهور، وعمرو بن سعيد هو ابن العاصي ابن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي يعرف بالأشدق، وليست له صحبة ولاكان من التابعين بإحسان.

قوله: (وهو يبعث البعوث) أي يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبدالله بن الزبير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم، وكان عمرو والي يزيد على المدينة، والقصة مشهورة، وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية، فبايعه الناس إلا الحسين ابن علي وابن الزبير، فأما ابن أبي بكر فمات قبل موت معاوية، وأما ابن عمر فبايع ليزيد عقب موت أبيه، وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه فكان ذلك سبب قتله، وأما ابن الزبير فاعتصم ويسمى عائذ البيت وغلب على أمر مكة، فكان يزيد بن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش، فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة.

قوله: (اثذن لي) فيه حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور ليكون أدعى لقبولهم. قوله: (أحدثك) بالجزم لأنه جواب الأمر.

قوله: (قام) صفة للقول، والمقول: هو حمدالله. . . إلخ.

قوله: (الغد) بالنصب أي أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة.

قوله: (سمعته أذناني . . . ) إلخ، أراد أنه بالغ في حفظه والتثبت فيه وأنه لم يأخذه بواسطة، وأتى بالتثنية تأكيدًا، والضمير في قوله: «تكلم به» عائد على قوله: «قولاً».

قوله: (ولم يحرمها الناس) بالضم أي أن تحريمها كان بوحي من الله لا من اصطلاح الناس.

قوله: (يسفك) بكسر الفاء وحكى ضمها، وهو صب الدم، والمرادبه القتل.

قوله: (بها) وللمستملي «فيها».

قوله: (ولا يعضد) بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال أي يقطع بالمعضد وهو آلة كالفأس.

قوله: (وإنما أذن لي) أي: الله، روي بضم الهمزة، وفي قوله: «لي» التفات لأن نسق الكلام: وإنما أذن له. أي: لرسوله.

قوله: (ساعة) أي مقدارًا من الزمان، والمرادبه يوم الفتح، وفي مسند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصر، والمأذون له فيه القتال لا قطع الشجر.

قوله: (ما قال عمرو) أي: في جوابك.

قوله: (لا تعيذ) بضم المثناة أوله، وآخره ذال معجمة أي: مكة لا تعصم العاصي عن إقامة الحد عليه.

قوله: (ولا فارًا) بالفاء والراء المشددة أي هاربًا عليه دم يعتصم بمكة كيلا يقتص منه.

قوله: (بخربة) بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة يعني السرقة ، كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي ، قال ابن بطال (۱): الخربة بالضم الفساد ، وبالفتح السرقة ، وقد تشدق عمر و في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق/ لكن أراد به الباطل ، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص ، وهو صحيح إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرًا يجب عليه فيه شيء من ذلك ، وسنذكر مباحث هذا الحديث في كتاب الحج (۲) ، وما للعلماء فيه من الاختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله تعالى ، وفي الحديث شرف مكة ، وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود ، وإثبات خصائص الرسول على واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به ، ووقوع النسخ ، وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي على التبليغ عنه وغير ذلك .

<sup>(1/1/1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١١٨/٥)، كتاب جزاء الصيد، باب١٠، ح١٨٣٤.

١٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلا لِيبُلِّغِ الشَّاهِدُ مِنكُمُ الْغَاثِبَ».
 وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، كَانَ ذَلِكَ «أَلا هَلْ بَلَّعْتُ» مَرَّتَيْن.

[تقدم في: ٦٧، الأطراف: ٦٧، ١٧٤١، ٣١٩٧، ٣١٩٦، ٢٦٢٤، ٢٦٢٤، ٥٥٥٠، ٧٠٧٨)

قوله: (حدثنا حماد) هو ابن زيد.

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين (عن ابن أبي بكرة) كذا للمستملي والكشميهني، وسقط عن ابن أبي بكرة للباقين (۱) فصار منقطعًا؛ لأن محمدًا لم يسمع من أبي بكرة، وفي رواية: «عن محمد بن أبي بكرة» وهي خطأ، وكأن «عن» سقطت منها، وقد تقدم هذا الحديث في أوائل كتاب العلم (۲) من طريق أخرى: «عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» وهو الصواب، وسيأتي بهذا السند في تفسير سورة براءة (۳) بإسقاطه عن بعضهم وسأنبه عليه هناك إن شاء الله تعالى. وفيه: «عن ابن أبي بكرة» عند الجميع، ويأتي في بدء الخلق (٤).

قوله: (ذكر النبي ﷺ) فيه اختصار وقد قدمنا توجيهه هناك، وكأنه حدث بحديث ذكر فيه النبي ﷺ شيئًا من كلامه ومن جملته قوله: «فإن دماءكم. . . » إلخ.

قوله: (قال محمد) هو ابن سيرين.

قوله: (أحسبه) كأنه شك في قوله: «وأعراضكم» أقالها ابن أبي بكرة أم لا؟ وقد تقدم في أوائل العلم (٥) الجزم بها وهي منصوبة بالعطف.

<sup>(</sup>۱) وقع تغاير بين كلام الجياني في تقييد المهمل (۲/ ٥٧٠) والحافظ ابن حجر، حيث يثبت الغساني أن الذي سقط له ابن أبي بكرة من رواة الفربري هو أبو الهيثم والحموي، وأن ما سواهما ثبت لهم ذلك بينما يرى الحافظ ابن حجر أن الذي ثبت لهم هو المستملي والكشميهني وسقط للباقين، ووافق الغساني يوسفُ بن عبد الهادي في كتابه «الاختلاف بين رواة البخاري» (ص: ٢٢) علمًا بأن مادته كلها عن الغساني، وأوردا شاهدًا لما قالا أن في نسخة الأصيلي في بدء الخلق (ح٣١٩٧) عند أبي أحمد، ولم يذكر بين محمد بن سيرين، وأبي بكرة أحدًا.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٧٩)، كتاب العلم، باب٩، ح٧٧.

<sup>(</sup>٣) (١١/ ١٧٥)، كتاب التفسير «براءة» باب ٨، ح٢٦٦٢، وليس فيه التنبيه المذكور.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٤٩٤)، كتاب بدء الخلق، باب٢، ح٧٩ ٣١، وفيه التنبيه.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٧٩)، كتاب العلم، باب٩، - ٧٧.

قوله: (ألا هل بلغت؟) هذا من قول النبي عليه، وهو تكملة الحديث، واعترض قوله: «وكان محمد» إلى قوله: «كان ذلك» في أثناء الحديث، هذا هو المعتمد فلا يلتفت إلى ما عداه، والعلم عندالله تعالى.

### ٣٨ ـ باب إثم مَنْ كذَبَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ

١٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ: سَمِعْتُ ربْعِيّ ابْنَ حِرَاشِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «لا تَكْذِبُواْ عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ كذَّبَ عَلَيَّ فَلْيَلْج

قوله: (باب إثم من كذب على النبي على النبي على النبي الله على الأحاديث التي في الباب تصريح بالإثم، وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنازعلي ذلك لأنه لازمه.

قوله: (منصور) هو ابن المعتمر الكوفي، وهو تابعي صغير، و(ربعي) بكسر أوله وإسكان الموحدة، وأبوه (حواش) بكسر المهملة أوله وهو من كبار التابعين.

قوله: (سمعت عليًا) هو أبن أبي طالب رضي الله عنه.

قوله: (لا تكذبوا على) هوعام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إليَّ، ولا مفهوم لقوله: «على» لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب، وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم ـــ نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا / أن تقويله ﷺ ما لم يقل يقتضى الكذب على الله تعالى، لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة واحتجوا بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية. وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ: «من كذب عليَّ ليضل به الناس. . . » الحديث، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني والحاكم إرساله، وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة كما فسر قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ ﴾ [الأنعام: ١٤٤]، والمعنى أن مال أمره إلى الإضَّلال، أو هو مِن تخصيص بعض أفراد العموم

بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَا أَضْعَلَفًا مُّضَكَعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠]، ﴿ وَلَا تَقْنُلُوۤا أَوْلَادُ وَمُضَاعِفَةَ الربا وَلَا يَقْنُلُوٓا أَوْلَادُ وَمُضَاعِفَة الربا والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص الحكم.

قوله: (فليلج النار) جعل الأمر بالولوج مسببًا عن الكذب؛ لأن لازم الأمر الإلزام، والإلزام، والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر، ويؤيده رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة بلفظ: «من يكذب عليّ يلج النار» ولابن ماجه من طريق شريك عن منصور قال: «الكذب عليّ يولج - أي يدخل - النار».

١٠٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ مَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فُلانُ وَفُلانٌ. قَالَ: قَالَ: قُلاتُ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فُلانٌ وَفُلانٌ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّا أَمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي و (جامع بن شداد) كو في تابعي صغير .

وفي الإسناد لطيفتان: إحداهما: أنه من رواية تابعي عن تابعي يرويه صحابي عن صحابي، ثانيهما: أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأب عن الحدوقد أُفْرِ دت بالتصنيف.

قوله: (قلت للزبير) أي ابن العوام.

قوله: (تحدث) حذف مفعولها ليشمل قوله: (كما يحدث فلان وفلان) سمي منهما في رواية ابن ماجه عبدالله بن مسعود.

قوله: (أما) بالميم المخففة وهي من حروف التنبيه، و(إني) بكسر الهمزة، (لم أفارقه) أي لم أفارق رسول الله على زاد الإسماعيلي: "منذ أسلمت» والمراد في الأغلب وإلا فقد هاجر الزبير إلى الحبشة، وكذا لم يكن مع النبي الله في حال هجرته إلى المدينة. وإنما أورد هذا الكلام على سبيل التوجيه للسؤال؛ لأن لازم الملازمة السماع، ولازمه عادة التحديث، لكن منعه من ذلك ما خشيه من معنى الحديث الذي ذكره، ولهذا أتى بقوله: "لكن»، وقد أخرجه الزبير بن بكار في كتاب النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: "عناني ذلك» يعني قلة رواية الزبير، "فسألته" أي عن ذلك، "فقال: يا بني، كان بيني وبينه من القرابة والرحم ما علمت، وعمته أمي، وزوجته خديجة عمتي، وأمه آمنة بنت وهب وجدتي هالة بنت وهب ابني عبد مناف بن زهرة، وعندي أمك، وأختها عائشة عنده، ولكني سمعته يقول».

قوله: (من كلب علي) كذا رواه البخاري ليس فيه "متعمدًا"، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة، وكذا في رواية الزبير بن بكار المذكورة، وأخرجه ابن ماجه من للله وزاد فيه "متعمدًا" وكذا/ للإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة، والاختلاف فيه على شعبة، وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: "من حدث عني كذبًا" ولم يذكر العمد. وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدًا أم خطأ، والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار؛ إذ الإكثار مظنة الخطأ، والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببًا للعمل بما لم يقله الشارع، فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار، فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث، وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم التثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان. رضي الله عنهم.

قوله: (فليتبوأ) أي فليتخذ لنفسه منزلاً، يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنًا، وهو أمر بمعنى الخبر أيضًا، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التهكم، أو دعاء على فاعل ذلك أي: بوأه الله ذلك. وقال الكرماني<sup>(۱)</sup>: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته، والمعنى: من كذب فليأمر نفسه بالتبوء ويلزم عليه كذا، قال: وأولها أولاها، فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ «بني له بيت في النار» قال الطيبي: فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه، أي كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد بجزائه التبوء.

١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدَّثُكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِهُ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّ أَمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

قوله: (حدثنا أبو معمر) هوالبصري المقعد، و(عبد الوارث) هو ابن سعيد، و(عبد العزيز) هو ابن صهيب، والإسنادكله بصريون.

<sup>(1) (1/7/1).</sup> 

قوله: (حديثًا) المرادبه جنس الحديث، ولهذا وصفه بالكثرة.

قوله: (أن النبي على المنه وما بعده في محل الرفع لأنه فاعل يمنعني، وإنما خشي أنس مما خشي منه الزبير؛ ولهذا صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنة، ومن حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه، فكان التقليل منهم للاحتراز، ومع ذلك فأنس من المكثرين لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمناه ولم يمكنه الكتمان، ويجمع بأنه لو حدث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به، ووقع في رواية عتاب بمهملة ومثناة فوقانية مولى هرمز، سمعت أنسًا يقول: «لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتك بأشياء قالها رسول الله على الحديث أخرجه أحمد بإسناد، فأشار إلى أنه لا يحدث إلا ما تحققه ويترك ما يشك فيه. وحمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ فأشار إلى ذلك بقوله: «لولا أن أخطئ»، وفيه نظر، والمعروف عن أنس جواز الرواية بالمعنى كما أخرجه الخطيب عنه صريحًا، وقد وجد في رواياته ذلك كالحديث في البسملة، وفي قصة تكثير الماء عند الوضوء، وفي قصة تكثير الطعام.

قوله: (كذباً) هو نكرة في سياق الشرط فيعم جميع أنواع الكذب.

١٠٩ حدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهَ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّ أَمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

قوله: (حدثنا المكي) هو اسم وليس بنسب كما تقدم، وهو من كبار شيوخ البخاري، سمع من سبعة عشر/ نفسًا من التابعين منهم يزيدبن أبي عبيدالمذكور هنا، وهو مولى سلمة بن المختلف الأكوع صاحب النبي رفيع الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري، وليس فيه أعلى من الثلاثيات، وقد أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديثاً.

قوله: (من يقل) أصله «يقول» وإنما جزم بالشرط.

قوله: (ما لم أقل) أي شيئًا لم أقله فحذف العائد وهو جائز وذكر القول لأنه الأكثر، وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع، وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير وأنس السابقين لتعبير هما بلفظ «الكذب» عليه ومثلهما حديث أبي هريرة الذي ذكره بعد حديث سلمة، فلا فرق في ذلك بين أن يقول قال رسول الله يم كذا وفعل كذا إذا لم يكن قاله أو فعله. وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى. وأجاب المجيزون عنه بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغير الحكم، مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أولويته. والله أعلم.

١٠ حَدَّثَ نَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَى الْمَنَامُ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَمَثَلُ فِي صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمَّدًا فَلْيَتَبَوَّ أَمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[الحديث: ١١٠، أطرافه في: ٣٥٣٩، ١١٨٨، ١٩٧، ٦١٩٧]

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي.

قوله: (عن أبي حصين) هو بمهملتين مفتوح الأول، وأبو صالح هو ذكوان السمان، وقد ذكر المؤلف هذا الحديث بتمامه في كتاب الأدب (١) من هذا الوجه، ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى. وقد اقتصر مسلم في روايته له على الجملة الأخيرة وهي مقصود الباب، وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته لينبه على أن الكذب على النبي على النبي على أن الكذب على النبي على أعلم.

فإن قيل: الكذب معصية إلا ما استثني في الإصلاح وغيره، والمعاصي قد توعد عليها بالنار، فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله على من الوعيد على من كذب على غيره؟ فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم، وهو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده، ومال ابن المنير إلى اختياره، ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلاله الحرام كفر. والحمل على الكفر كفر. وفيما قاله نظر لا يخفى، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. الجواب الثاني: أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة فافترقا، ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدًا أو طول إقامتهما سواء، فقد دل قوله على: "فليتبوأ» على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل له منز لا غيره، إلا أن الأدلة على طول الإقامة على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين، وقد فرق النبي على بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز (٢) في حديث المغيرة حيث يقول: "إن كذبًا على ليس الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز (٢) في حديث المغيرة حيث يقول: "إن كذبًا على ليس كذب على أحد". وسنذكر مباحثه هناك إن شاء الله تعالى، ونذكر فيه الاختلاف في توبة من

<sup>(</sup>١) (١٤/ ٧١)، كتاب الأدب، باب، ١٠٩ - ٢١٩٧.

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٤٤)، كتاب الجنائز، باب٣٣، ح ١٢٩١.

تعمد الكذب عليه هل تقبل أو لا؟

(تنبيه): رتب المصنف أحاديث الباب ترتيبًا حسنًا لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود الباب، وثنى بحديث الزبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه، وثلث بحديث أنس الدال على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المفضي إلى الخطأ لا عن أصل التحديث؛ لأنهم مأمورون بالتبليغ، وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم / الكذب عليه سواء كانت دعوى السماع منه في اليقظة أو في المنام. وقد أخرج البخاري حديث: «من كذب علي» أيضًا من حديث المغيرة وهو في الجنائز (۱)، ومن حديث عبدالله بن عمروبن العاص وهو في أخبار بني إسرائيل (۲)، ومن حديث واثلة بن الأسقع وهو في مناقب قريش (۳)، لكن ليس هو بلفظ الوعيد بالنار صريحًا، واتفق مسلم معه على تخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة، وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد أيضًا.

وصح أيضًا في غير الصحيحين من حديث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر وزيد بن أرقم، وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وابن عباس وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان ورافع بن خديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وأبي أمامة وأبي قرصافة وأبي موسى الغافقي وعائشة، فهؤلاء [ثلاثة و] ثلاثون نفسًا من الصحابة، وورد أيضًا عن نحو خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة، وعن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة.

وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه، فأول من وقفت على كلامه في ذلك علي بن المديني، وتبعه يعقوب بن شيبة فقال: روي هذا الحديث من عشرين وجهًا عن الصحابة من الحجازيين وغيرهم، ثم إبراهيم الحربي وأبو بكر البزار فقال كل منهما: إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة، وجمع طرقه في ذلك العصر أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد فزاد قليلاً، وقال أبو بكر الصير في شارح رسالة الشافعي: رواه ستون نفسًا من الصحابة، وجمع طرقه الطبراني فزاد قليلاً، وقال أبو القاسم بن منده: رواه أكثر من ثمانين نفسًا، وقد خرجها

<sup>(</sup>١) (٤٢/٤)، كتاب الجنائز، باب٣٣، ح١٢٩١.

<sup>(</sup>٢) (٨/ ٩٥)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب٥٠، ح٣٤٦١.

<sup>(</sup>٣) (٨/ ١٦٣)، كتاب المناقب، باب٥، ح٢٥٠٩.

بعض النيسابوريين فزادت قليلاً ، وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب «الموضوعات» فجاوز التسعين ، وبذلك جزم ابن دحية ، وقال أبو موسى المديني : يرويه نحو مائة من الصحابة ، وقد جمعها بعده الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري وهما متعاصران ، فوقع لكل منهما ما ليس عند الأخر ، وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط ، مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص .

ونقل النووي (۱) أنه جاء عن مائتين من الصحابة، ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر، ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال: لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها. وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترًا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم، وأيضًا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم، نعم وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم، وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو، فلو قيل في كل منها: إنه متواتر عن صحابته لكان صحيحًا، فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر، بل ما أفاد العلم كفي، والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررته في نكت علوم الحديث (۲) وفي شرح نخبة الفكر (۳)، وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، وبينت أن أمثلته كثيرة: منها حديث من بنى لله مسجدًا، والمسح على الخفين، ورفع اليدين، والشفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة، والأئمة من قريش وغير ذلك. والله المستعان.

وأما ما نقله البيهقي عن الحاكم ووافقه أنه جاء من رواية العشرة المشهورة، قال: وليس في الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره، فقد تعقبه غير واحد، لكن الطرق عنهم موجودة فيما جمعه ابن الجوزي ومن بعده، والثابت منها ما قدمت ذكره. فمن الصحاح علي / والزبير، ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة، ومن الضعيف المتماسك طريق عثمان، وبقيتها ضعيف وساقط.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المنهاج (١/ ٦٧).

<sup>.(</sup>۲) (1/۷۷۳).

<sup>(</sup>٣) (ص: ٥٨).

#### ٣٩ ـ باب كِتَابَةِ الْعِلْم

١١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ : هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لا، إلا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهُمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأُسِيرِ، وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

[الحديث: ١١١، أطرافه في: ١٨٧٠، ٣٠٤٧، ٣١٧٢، ٣١٧٩، ٣٧٥٥، ٣٠٠٣، ٦٩١٥، ٢٩٠٠]

قوله: (باب كتابة العلم) طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء، بل يوردها على الاحتمال، وهذه الترجمة من ذلك؛ لأن السلف اختلفوا في ذلك عملاً وتركًا، وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم.

قوله: (حدثنا ابن سلام) كذا للأصيلي، واسمه محمد، وقد صرح به أبو داود وغيره.

قوله: (عن سفيان) هو الثوري؛ لأن وكيعًا مشهور بالرواية عنه (۱) ، وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: يقال إنه ابن عيينة . قلت: لو كان ابن عيينة لنسبه لأن القاعدة في كل من روى عن متفقي الاسم أن يحمل من أهمل نسبته على من يكون له به خصوصية من إكثار ونحوه كما قدمناه قبل هذا ، وهكذا نقول هنا لأن وكيعًا قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري .

قوله: (عن مطرف) هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء ابن طريف بطاء مهملة أيضًا.

قوله: (عن الشعبي) وللمصنف في الديات (٢) سمعت الشعبي .

قوله: (عن أبي جحيفة) هو وهب السوائي، وقد صرح بذلك الإسماعيلي في روايته، وللمصنف في الديات (٣): سمعت أبا جحيفة. والإسناد كله كوفيون إلا شيخ البخاري وقد

<sup>(</sup>۱) قال الجياني في تقييد المهمل (۲/ ٥٧٣): وهذا الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة بعد نقله قول أبي مسعود الدمشقي، ثم ساق هذا الحديث بإسناده، وفيه التصريح بأن سفيان هو ابن عيينة، ووثق رجاله. وقال الكرماني في شرحه (۲/ ۱۸): يحتمل أن يرادبه الثوري وأن يرادبه ابن عيينة؛ لأن وكيعًا يروي عنهما، وهما يرويان عن مطرف، ولا قدح بهذا الالتباس في الإسناد؛ لأن أيًا كان منهما فهو إمام حافظ ضابط عدل مشهور على شرط البخاري، ولهذا يروي لهما في الجمع شيئًا كثيرًا.

<sup>(</sup>۲) (۱۲۷/۱٦)، کتاب الدیات، باب ۳۱، ح ۱۹۱۵.

<sup>(</sup>٣) (١٠٣/١٦)، كتاب الديات، باب٢٤، ح٦٩٠٣.

دخل الكوفة، وهو من رواية صحابي عن صحابي.

قوله: (قلت لعلي) هو أبن أبي طالب رضي الله عنه .

قوله: (هل عندكم) الخطاب لعلي، والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظيم.

قوله: (كتاب) أي مكتوب أخذتموه عن رسول الله على مما أوحي إليه، ويدل على ذلك رواية المصنف في الجهاد (۱): «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟»، وله في الديات (۲): «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟»، وفي مسند إسحاق بن راهويه عن جرير عن مطرف: «هل علمت شيئًا من الوحي؟»، وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لاسيما عليًا أشياء من الوحي خصهم النبي على بها لم يطلع غيرهم عليها. وقد سأل عليًا عن هذه المسألة أيضًا قيسٌ بن عباد وهو بضم المهملة وتخفيف الموحدة والأشتر النخعي وحديثهما في مسند النسائي.

قوله: (قال لا) زاد المصنف في الجهاد (٣): «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة».

قوله: (إلا كتاب الله) هو بالرفع، وقال ابن المنير: فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله، وهي المراد بقوله: «أو فهم أعطيه رجل» لأنه ذكره بالرفع، فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان منصوبًا. كذا قال. والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع، والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب. وقد رواه المصنف في الديات (3) بلفظ: «ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطى رجل في الكتاب» فالاستثناء الأول مفرغ والثاني منقطع، معناه لكن إن أعطى الله رجلاً فهمًا في كتابه فهو يقدر على الاستنباط فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار. وقد روى أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهاب/ قال: شهدت عليًا على المنبر وهو يقول: «والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة». وهو يؤيد ما قلناه أنه لم يردبالفهم شيئًا مكتوبًا.

قوله: (الصحيفة) أي الورقة المكتوبة، وللنسائي من طريق الأشتر: «فأخرج كتابًا من قراب سيفه».

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲۹٦)، كتاب الجهاد، باب ۱۷۱، ح۲۰٤٧.

<sup>(</sup>۲) (۱۲/۱۱)، كتاب الديات، باب ۳۱، ح ۱۹۱٥.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٢٩٦)، كتاب الجهاد، باب ١٧١، ح٣٠٤٧.

<sup>(</sup>٤) (١٠٣/١٦)، كتاب الديات، باب٢٤، ح١٩٠٣.

قوله: (العقل) أي الدية، وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل، ووقع في رواية ابن ماجه بدل العقل: «الديات»، والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها.

قوله: (وفكاك) بكسر الفاء وفتحها، وقال الفراء الفتح أفصح، والمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير من يدالعدو والترغيب في ذلك.

قوله: (ولا يقتل) بضم اللام، وللكشميهني: "وأن لا يقتل" بفتح اللام، وعطفت الجملة على المفرد لأن التقدير فيها أي الصحيفة حكم العقل وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر، وسيأتي الكلام على مسألة قتل المسلم بالكافر في كتاب القصاص والديات (۱) إن شاء الله تعالى، ووقع للمصنف (۲) ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي قال: "ما عندنا شيء نقر أه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، فإذا فيها: المدينة حرم. . . "الحديث، ولمسلم عن أبي الطفيل عن علي: "ما خصنا رسول الله على بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذا، وأخرج صحيفة مكتوبة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله . . . "الحديث، وللنسائي من طريق الأشتر وغيره عن علي: "فإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم . . . "الحديث، ولأحمد من طريق طارق بن شهاب: "فيها فرائض الصدقة" والجمع بين هذه الأحاديث أن والصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبًا فيها، فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه والله أعلم . وقد بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي، وبيّن أيضًا السبب في سؤالهم لعلي رضي الله عنه عن ذلك . أخرجه أحمد والبيهقي في الدلائل من طريق أبي حسان أن عليًا كان يأمر بالأمر فيقال: قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله . فقال له الأشتر: هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله من عاصة دون الناس؟ . . . فذكره بطوله .

١١٢ - حَدَّثَ نَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ قَالَ: حَدَّثَ نَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْبَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُّلاً مِنْ يَنِي لَيْثِ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ فَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَةَ الْقَتْلَ - أَوْ الْفِيلَ. شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ. أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لاْحَدِ قَبْلِي وَلَمْ تَحِلَّ لاْحَدِ قَبْلِي وَلَمْ تَحِلَّ لاْحَدِ بَعْدِي. أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلً لاْحَدِ قَبْلِي وَلَمْ تَحِلَّ لاْحَدِ بَعْدِي. أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلً

<sup>(</sup>۱) (۱۲/۱۲)، كتاب الديات، باب ٣١، ح١٩١٥.

<sup>(</sup>۲) البخاري(٥/ ١٧٥)، كتاب فضائل المدينة، باب١، ح١٨٧، ومسلم (ح١٩٥٠).

حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ: لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُعْضَدُ مَنْ قُتِلَ فَهُو بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ». فَقَالَ رَجُلٌ فَجَاءً رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «اكْتُبُوا لأبِي فُلانٍ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلا الإذْ خِرَيَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إلا الإذْ خِرَيا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إلا الإذْ خِرَيا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إلا الإذْ خِرَيا لللهِ: أَيُ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ؟ قَالَ: كَانَ اللهُ هَالَ النَّهِ عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ؟ قَالَ:

[الحديث: ١١٢، طرفاه في: ٦٨٨٠، ٢٤٣٤]

قوله: (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن يكني أبا معاوية، وهو بفتح الشين المعجمة بعدها - تحتانية ثم موحدة، / وليس في البخاري بهذه الصورة غيره، قوله: (عن يحيى) هو ابن أبي كثير.

قوله: (عن أبي سلمة) في رواية المصنف في الديات (١٠): «حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة». قوله: (أن خزاعة) أي القبيلة المشهورة، والمراد واحد منهم فأطلق عليه اسم القبيلة مجازًا، واسم هذا القاتل خراش بن أمية الخزاعي، والمقتول في الجاهلية منهم اسمه أحمر (٢٠)، والمقتول في الإسلام من بني ليث لم يسم.

قوله: (حبس) أي منع عن مكة ، (القتل) أي بالقاف والمثناة من فوق.

(أو الفيل) أي بالفاء المكسورة بعدها ياء تحتانية .

قوله: (كذا قال أبو نعيم) أراد البخاري أن الشك فيه من شيخه.

قوله: (وغيره يقول: الفيل) أي بالفاء ولا يشك، والمراد بالغير من رواه عن شيبان رفيقًا لأبي نعيم وهو عبيد الله بن موسى، ومن رواه عن يحيى رفيقًا لشيبان وهو حرب بن شداد كما سيأتي بيانه عند المصنف في الديات (٣)، والمراد بحبس الفيل أهل الفيل وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل فمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفارًا، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد، لكن غزو النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۳۱/۱۹)، کتاب الدیات، باب، م-۲۸۸۰.

<sup>(</sup>٢) تراجع الحافظ عن اسم هذا المقتول فقال في (٣٨/١٦)، كتاب الديات، باب٨، ح ٦٨٨٠ : وقد ذكرت في كتاب العلم أن اسم القاتل من خزاعة خراش بمعجمتين ابن أمية الخزاعي، وأن المقتول منهم في الجاهلية كان اسمه: أحمر، وأن المقتول من بني ليث لم يسمّ وكذا القاتل، ثم رأيت في السيرة النبوية لابن إسحاق أن الخزاعي المقتول اسمه: منبة.

<sup>(</sup>٣) (١٦/١٦)، كتاب الديات، باب، ح ١٨٨٠.

إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره، وسيأتي الكلام على المسألة في كتاب الحجر(١) مفصلاً إنشاء تعالى.

قوله: (وسلط عليهم) هو بضم أوله، و «رسول» مرفوع و «المؤمنون» معطوف عليه.

قوله: (ولا تحل) للكشميهني: «ولم تحل» وللمصنف في اللقطة (٢) من طريق الأوزاعي عن يحيى: «ولن» وهي أليق بالمستقبل.

قوله: (لا يختلي) بالخاء المعجمة أي لا يحصد، يقال: اختليته إذا قطعته، وذكر الشوك دال على منع قطع غيره من باب أولى، وسيأتي ذكر الخلاف فيه في الحج (٣) إن شاء الله تعالى.

قوله: (إلا لمنشد) أي معرف، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في كتاب اللقطة (٤) إن شاء الله تعالى.

قوله: (فمن قتل فهو بخير النظرين) كذا وقع هنا، وفيه حذف وقع بيانه في رواية المصنف في الديات (٥) عن أبي نعيم بهذا الإسناد: «فمن قتل له قتيل».

قوله: (وإما أن يقاد) هو بالقاف أي يقتص، ووقع في رواية لمسلم: «إما أن يفادى» بالفاء وزيادة ياء بعد الدال، والصواب أن الرواية على وجهين: من قالها بالقاف قال فيما قبلها: «إما أن يعقل» من العقل وهو الدية، ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها: «إما أن يقتل» بالقاف والمثناة، والمحاصل تفسير «النظرين» بالقصاص أو الدية، وفي المسألة بحث يأتي في الديات (٦) إن شاء الله تعالى.

قوله: (فجاء رجل من أهل اليمن) هو أبو شاه بهاء منونة ، وسيأتي في اللقطة مسمى ، والإشارة إلى من حرفه ، وهناك من الزيادة عن الوليد بن مسلم: «قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوالي؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ قلت: وبهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترجمة .

قوله: (فقال رجل من قريش) هو العباس بن عبد المطلب كما يأتي في اللقطة (٧٠)، ووقع

<sup>(</sup>۱) (٥/ ۱۱۸)، كتاب جزاء الصيد، باب ۱ ، ح ۱۸۳٤.

<sup>(</sup>٢) (٦/ ٢٤٥)، كتاب اللقطة، باب٧، ح٢٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ١١٤)، كتاب جزاء الصيد، باب٨، ح١٨٣٢.

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٢٤٧)، كتاب اللقطة، باب٧، ح٢٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) (١٦/ ٣٨)، كتاب الديات، باب٨، ح٠٨٨٠.

<sup>(</sup>٦) (١٦/ ٣٧\_٥٤)، كتاب الديات، باب٥٨.

<sup>(</sup>٧) (٦/ ٢٤٥٩)، كتاب اللقطة، باب٧، ح ٢٤٣٤.

في رواية لابن أبي شيبة : «فقال رجل من قريش يقال له: شاه»، وهو غلط.

قوله: (إلا الإذخر)كذا هو في روايتنا بالنصب، ويجوز رفعه على البدل مما قبله.

قوله: (إلا الإذخر إلا الإذخر)كِذا هو في روايتنا، والثانية على سبيل التأكيد.

١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌ و قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ ابْنُ مُنَبِّهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: شَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُّ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، ابْنُ مُنَبِّهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: شَمِعْتُ أَبَاهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلا أَكْتُبُ». تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قوله: (حدثنا عمرو) هو ابن دينار المكي.

قوله: (عن أخيه) هو همام بن منبه بتشديد الموحدة المكسورة وكان/ أكبر منه سنًا لكن تأخرت وفاته عن وهب، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة أولهم عمرو.

قوله: (فإنه كان يكتب ولا أكتب) هذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره من أكثرية ما عند عبد الله بن عمرو أي ابن العاص على ما عنده، ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازمًا بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثًا عن النبي على من أبي هريرة بأضعاف مضاعفة، فإن قلنا: الاستثناء منقطع عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة، فإن قلنا: الاستثناء منقطع فلا إشكال، إذ التقدير: لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني، سواء لزم منه كونه أكثر حديثًا لما تقتضيه العادة أم لا. وإن قلنا: الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات: أحدها: أن عبد الله كان مشتغلًا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلَّت الرواية عنه. ثانيها: أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة الى المدينة، وكان أبو هريرة متصديًا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات، ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه ثمانمائة نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره. ثالثها: ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي على له بأن لا ينسى ما يحدثه به كما سنذكره قريبًا. رابعها: أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أثمة التابعين. والله أعلم.

(تنبیه): قوله: (ولا أكتب) قد يعارضه ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال: تحدث عند أبي هريرة بحديث، فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبًا من حديث النبي وقال: هذا هو مكتوب عندي. قال ابن عبد البر: حديث همام أصح، ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتب في العهد النبوي ثم كتب بعده. قلت: وأقوى من ذلك أنه لا يلزم من وجود الحديث

مكتوبًا عنده أن يكون بخطه، وقد ثبت أنه لم يكن يكتب، فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه.

قوله: (تابعه معمر) أي ابن راشد يعني تابع وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث عن همام، والمتابعة المذكورة أخرجها عبد الرزاق عن معمر(١١)، وأخرجها أبو بكر بن على المروزي في كتاب العلم له عن حجاج بن الشاعر عنه ، وروى أحمد والبيهقي في المدخل من طريق عمرو ابن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا: سمعنا أبا هريرة يقول: «ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله علي مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي ولا أكتب، استأذن رسول الله ﷺ في الكتاب عنه فأذن له» إسناده حسن. وله طريق أخرى أخرجها العقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل عن المغيرة بن حكيم سمع أبا هريرة قال: «ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله ﷺ منى إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب، استأذن رسول الله على أن يكتب بيده ما سمع منه فأذن له الحديث. وعند أحمد وأبي داو دمن طريق يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو: «كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله عليه، فنهتني قريش» الحديث، وفيه: «اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق» ولهذا طرق أخرى عن عبدالله بن عمرو يقوي بعضها بعضًا، ولا يلزم منه أن يكونا في الوعي سواء لما قدمناه من اختصاص أبي هريرة بالدعاء بعدم النسيان، ويحتمل أن يقال: تحمل أكثرية عبدالله بن عمرو على ما فاز به عبد الله من الكتابة قبل الدعاء لأبي هريرة لأنه قال في حديثه: «فما نسيت شيئًا بعدُ» فجاز أن يدخل عليه النسيان فيما سمعه قبل الدعاء، بخلاف عبد الله فإن الذي سمعه مضبوط بالكتابة، والذي انتشر عن أبي هريرة مع ذلك أضعاف ما انتشر عن عبدالله بن عمرو لتصدي أبي هريرة لذلك ومقامه بالمدينة النبوية ، بخلاف عبدالله بن عمروفي الأمرين .

<sup>(</sup>١) المصنف (١١/ ٢٥٩، ح٢٠٤٨٩). وانظر أيضًا: تغليق التعليق (١/ ٩١-٩٥).

البخاري وغيره. قال العلماء، كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظًا كما أخذوا حفظًا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير. فلله الحمد.

١١٤ - حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَجَعُهُ قَالَ: «الثُّونِي بِكِتَابُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ الْوَجَعُ ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا . أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُّوا بَعْدَهُ » . قَالَ عُمَّو: إِنَّ النَّبِي عَنْدِي التَّنَازُعُ . فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرُ اللَّعَظُ . قَالَ : قُومُوا عَنِّي ، وَلا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ . فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَبَيْنَ كِتَابِهِ .

[الحديث: ١٩٤٤، أطرافه في: ٣١٦٨، ٣١٦٨، ٤٤٣١، ٤٤٣٢، ٥٦٦٩ ، ٥٦٦٩

قوله: (أخبرني يونس) هُو ابن يزيد.

قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله) أي أبن عتبة بن مسعود.

قوله: (لما اشتد) أي قوي.

قوله: (وجعه) أي في مرض موته كما سيأتي. وللمصنف في المغازي (١) وللإسماعيلي: «لما حضرت النبي ﷺ الوفاة». وللمصنف من حديث سعيد بن جبير (٢) أن ذلك كان يوم الخميس وهو قبل موته ﷺ بأربعة أيام.

قوله: (بكتاب) أي بأدوات الكتاب، ففيه مجاز الحذف، وقد صرح بذلك في رواية لمسلم قال: «ائتوني بالكتف والدواة»، والمرادبالكتف عظم الكتف كانوا يكتبون فيها.

قوله: (أكتب) هو بإسكان الباء جواب الأمر، ويجوز الرفع على الاستئناف، وفيه مجاز أي آمر بالكتابة، ويحتمل أن يكون على ظاهره كما سيأتي البحث في المسألة في كتاب الصلح (٣) إن شاء الله تعالى. وفي مسند أحمد من حديث علي أنه المأمور بذلك ولفظه «أمرني النبي على أن آتيه بطبق أي كتف يكتب ما لا تضل أمته من بعده».

قُولُه: (كتابًا) بعد قوله: "بكتاب، فيه الجناس التام بين الكلمتين، وإن كانت إحداهما

<sup>(</sup>۱) (۹۰/۹)، كتاب المغازي، باب۸۳، ح٤٤٣٢.

<sup>(</sup>۲) (۷/ ٤٦٠)، كتاب الجزية والموادعة، باب٦، ح٣١٦٨.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٥٨١)، كتاب الصلح، باب، م ٢٦٩٨.

بالحقيقة والأخرى بالمجاز.

قوله: (لا تضلوا) هو نفي وحذفت النون في الروايات التي اتصلت لنا لأنه بدل من جواب الأمر، وتعدد جواب الأمر من غير حرف العطف جائز.

قوله: (غلبه الوجع) أي فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة، وكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل، قال القرطبي (١) وغيره: ائتوني أمر، وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق/ عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّو ﴾ [الأنعام: ٣٨] وقوله تعالى: ﴿ يَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] وقوله تعالى: ﴿ يَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٩٨]، ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله. وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح. ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار، ولهذا عاش ﷺ بعد ذلك أيامًا ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبًا لم يتركه لاختلافهم؛ لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور مالم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا، وسيأتي بسطذلك في كتاب الاعتصام (٢٠) إن شاء الله تعالى.

وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه ، واختلف في المراد بالكتاب ، فقيل : كأن أراد أن يكتب كتابًا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف ، وقيل : بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف ، قاله سفيان بن عيينة ، ويؤيده أنه على قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة : «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابًا ، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » أخرجه مسلم . وللمصنف معناه ، ومع ذلك فلم يكتب ، والأول أظهر لقول عمر : كتاب الله حسبنا ، أي كافينا ، مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده . والله أعلم .

(فائدة): قال الخطابي (٣): إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعُدِمَ الاجتهاد. وتعقبه ابن الجوزي (٤) بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد؛ لأن الحوادث لا يمكن حصرها. قال: وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة

<sup>(</sup>١) المفهم (٤/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) (١٧/ ١٥٥)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب٣، ح٠ ٧٢٩.

<sup>(</sup>٣) الأعلام(١/٨١٢).

<sup>(</sup>٤) كشف المشكل (٢/ ٣١٥).

غلبة المرض فيجد بذلك المنافقون سبيلاً إلى الطعن في ذلك المكتوب، وسيأتي ما يؤيده في أواخر المغازي(١).

قوله: (ولا ينبغي عندي التنازع) فيه إشعار بأن الأولى كان المبادرة إلى امتثال الأمر، وإن كان ما اختاره عمر صوابًا إذ لم يتدارك ذلك النبي على بعد كما قدمناه. قال القرطبي (٢): واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله لهم: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا، وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلوا، فما عنف أحدًا منهم من أجل الاجتهاد المسوغ والمقصد الصالح. والله أعلم.

قوله: (فخرج ابن عباس يقول) ظاهره أن ابن عباس كان معهم، وأنه في تلك الحالة خرج قائلاً هذه المقالة، وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر، بل قول ابن عباس المذكور إنما كان يقوله عندما يحدث بهذا الحديث، ففي رواية معمر عند المصنف في الاعتصام (٦) وغيره: قال عبيدالله فكان ابن عباس يقول. وكذا الأحمد من طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيد، وجزم ابن تيمية في الردعلى الرافضي بما قلته، وكل من الأحاديث يأتي بسط القول فيه في مكانه اللائق به، إلا حديث عبدالله بن عمرو فهو عمدة الباب. ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث عبيدالله بهذا الحديث خرج من المكان الذي كان به وهو يقول ذلك، ويدل عليه رواية أبي نعيم في المستخرج قال عبيدالله: «فسمعت ابن عباس يقول. . . "إلخ، وإنما تعين حمله على غير ظاهره؛ الأن عبيد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في وقتها الأنه ولد بعد النبي على المدة طويلة، ثم سمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى. والله أعلم.

قوله: (الرزيئة) هي بفتح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة، وقد تسهل الهمزة وتشدد الياء، ومعناها المصيبة، وزاد في رواية معمر «لاختلافهم ولغطهم» أي أن الاختلاف كان سببًا لترك كتابة الكتاب، وفي الحديث دليل على جواز كتابة العلم، وعلى أن الاختلاف قد يكون سببًا في حرمان الخير كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك. وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة النبي على فيما لم ينزل عليه فيه. وسنذكر بقية ما يتعلق به في أواخر السيرة النبوية من كتاب المغازي (٤) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۹۹)، كتاب المغازي، باب۸۸، ح٤٤٣١، ٤٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) المفهم (٤/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) (٢١٩/١٧)، كتاب الاعتصام، باب٢٦، ح٢٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) (٢٠٧/٩)، كتاب المغازي، باب٣٠، ح٤١١٩.

/ (تنبيه): قَدَّم حديث علي أنه كتب عن النبي على ويطرقه احتمال أن يكون إنما كتب ذلك ٢١٠ بعد النبي على ولم يبلغه النهي، وثنَّى بحديث أبي هريرة وفيه الأمر بالكتابة وهو بعد النهي فيكون ناسخًا، وثلَّث بحديث عبد الله بن عمر و وقد بينت أن في بعض طرقه إذن النبي على له في ذلك، فهو أقوى في الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاه لاحتمال اختصاص ذلك بمن يكون أميًا أو أعمى، وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه على هم أن يكتب لأمته كتابًا يحصل معه الأمن من الاختلاف وهو لا يهم إلا بحق.

٠ ٤ ـ باب الْعِلْم وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

١١٥ - حَدَّنَ نَا صَدَقَةُ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عُينْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . وَعَمْرُو وَيَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا أَنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ؟! وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟! أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيةٍ فِي الدُنْ يَا عَارِيةٍ فِي الآخِرَةِ».

[الحديث: ١١٥، أطرافه في: ١١٢٦، ٣٥٩٩، ٥٨٤٤، ٥٢٢٨، ٢٠١٩]

قوله: (باب العلم) أي تعليم العلم بالليل، و(العظة) تقدم أنها الوعظ، وأراد المصنف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في الخير.

قوله: (صدقة) هو ابن الفضل المروزي.

قوله: (عن هند) هي بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء والسين المهملة، وفي رواية الكشميهني بدلها عن امرأة.

قوله: (وعمرو) كذا في روايتنا بالرفع، ويجوز الكسر، والمعنى أن ابن عيينة حدثهم عن معمر ثم قال: وعمرو هو ابن دينار. فعلى رواية الكسر يكون معطوفًا على معمر، وعلى رواية الرفع يكون استثنافًا، كأن ابن عيينة حدث بحذف صيغة الأداء وقد جرت عادته بذلك، وقد روى الحميدي هذا الحديث في مسنده عن ابن عيينة قال: حدثنا معمر عن الزهري، قال: وحدثنا عمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري، فصرح بالتحديث عن الثلاثة.

قوله: (ويحيى بن سعيد) هو الأنصاري، وأخطأ من قال إنه هو القطان لأنه لم يسمع من الزهري ولا لقيه، ووقع في غير رواية عن أبي ذر «عن امرأة» بدل قوله: (عن هند) في الإسناد الثاني، والحاصل أن الزهري كان ربما أبهمها وربما سماها، وقد رواه مالك في الموطأ عن

يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري ولم يذكر هندًا ولا أم سلمة.

قوله: (سبحان الله، ماذا) (ما) استفهامية متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم، وعبر عن الرحمة بالخزائن كقوله تعالى: ﴿ خَزَاتِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ﴾ [ص: ٩] وعن العذاب بالفتن لأنها أسبابه، قال الكرماني (١٠): ويحتمل أن تكون (ما) نكرة موصوفة.

قوله: (أنزل) بضم الهمزة، وللكشميهني «أنزل الله» بإظهار الفاعل، والمراد بالإنزال إعلام الملائكة بالأمر المقدور، أو أن النبي عَلَيْ أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن فعبر عنه بالإنزال.

قوله: (وماذا فتح من المخزائن؟) قال الداودي: الثاني هو الأول، والشيء قد يعطف على نفسه تأكيدًا؛ لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببًا للفتنة. وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خزائن فارس والروم وغيرهما مما فتح على الصحابة ، لكن المغايرة بين الخزائن والفتن أوضح لأنهما غير متلازمين، وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن.

قوله: (صواحب الحجر) بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجرة، وهي منازل أزواج النبي عليه، وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ، أو من باب «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول».

قوله: (فرب كاسية) استدل به ابن مالك (٢) على أن (رب) في الغالب للتكثير؛ لأن هذا الوصف للنساء وهن أكثر أهل/ النار. انتهى. وهذا يدل لورودها في التنكير لا لأكثريتها فيه. ٢١١

قوله: (عارية) بتخفيف الياء وهي مجرورة في أكثر الروايات على النعت، قال السهيلي: إنه الأحسن عند سيبويه؛ لأن (رب) عنده حرف جريلزم صدر الكلام، قال: ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ والجملة في موضع النعت، أي: هي عارية، والفعل الذي تتعلق به (رب) محذوف. انتهى. وأشار ﷺ بذلك إلى موجب استيقاظ أزواجه، أي: ينبغي لهن أن لا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي ﷺ. وفي الحديث جواز قول: «سبحان الله» عند التعجب، وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ، وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لاسيما عند آية تحدث. وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الفتن (٣) إن شاء الله تعالى.

وفي هذا الإسناد رواية الأقران في موضعين: أحدهما: ابن عيينة عن معمر، والثاني: عمرو ويحيى عن الزهري، وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض في نسق، وهند قد

<sup>(1) (1/ 1/1 , 1/1).</sup> 

شواهدالتوضيح (ص: ١٦٤). (٢)

<sup>(</sup>٢١/ ٤٦٢)، كتاب الفتن، باب٦، - ٢٠٦٩.

قيل إنها صحابية فإن صح فهو من رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلها، وأم سلمة هي أم المؤمنين، وكانت تلك الليلة ليلتها. وفي الحديث استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشركما قال تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّلْوَقُ ﴾ [البقرة: ٤٥] وكان ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وأمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي. وسيأتي ذلك في مواضعه، وفيه التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة، وفيه تحذير العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله، والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذور، والله أعلم.

#### ١ ٤ - باب السَّمَرِ فِي الْعِلْم

١١٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُ عَيْلَةً الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: ﴿أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِاثَةً سَنَةً النَّبِيُ عَيْلِةً الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: ﴿أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلْتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِاثَةً سَنَةً مِنْهُ الاَيْبَقَى مِمَّنْ هُو عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ ».

[الحديث: ١١٦، طرفاه في: ٥٦٤، ٢٠٦]

قوله: (باب السمر) هو بفتح المهملة والميم، وقيل: الصواب إسكان الميم لأنه اسم للفعل، ومعناه الحديث بالليل قبل النوم، وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها.

قوله: (في العلم) كذا في رواية أبي ذر بإضافة الباب إلى السمر، وفي رواية غيره: «بابٌ السمر في العلم» بتنوين باب.

قوله: (حدثني الليث قال: حدثه عبد الرحمن) أي أنه حدثه عبد الرحمن، وفي رواية غير أبي ذر حدثني عبد الرحمن، والليث وعبد الرحمن قرينان.

قوله: (عن سالم) أي ابن عبدالله بن عمر.

قوله: (أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة، واسم أبي حثمة عبد الله بن حذيفة العدوي، وأما أبو بكر الرازي فتابعي مشهور لم يسم، وقد قيل إن اسمه كنيته.

قوله: (صلى لنا) أي إمامًا، وفي رواية «بنا» بموحدة.

قوله: (العشاء) أي صلاة العشاء.

قوله: (في آخر حياته) جاء مقيدًا في رواية جابر أن ذلك كان قبل موته ﷺ بشهر.

قوله: (أرأيتكم) هو بفتح المثناة لأنها ضمير المخاطب، و(الكاف) ضمير ثان لا محل لها

من الإعراب، والهعزة الأولى للاستفهام، و(الرؤية) بمعنى العلم أو البصر، والمعنى: أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم، وهي منصوبة على المفعولية، والجواب محذوف تقديره: قالوا: نعم، قال: فاضبطوها. وترد (أرأيتكم) للاستخبار كما في قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَرَهَ يُتَكُمُ إِنَّ أَتَنكُمُ عَذَابُ اللّهِ ﴾ الآية [الأنعام: ٤٠]، قال الزمخشري: المعنى أخبروني، ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره من تدعون، ثم بكتهم فقال: ﴿ أَغَيَّرُ اللّهِ تَدْعُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٠]. انتهى. وإنما أوردت هذا لأن بعض الناس نقل كلام الزمخشري/ في الآية إلى هذا الحديث، وفيه نظر ؛ لأنه جعل التقدير: أخبروني ليلتكم هذه فاحفظوها، وليس ذلك مطابقًا لسياق الآية.

قوله: (فإنرأس) وللأصيلي «فإن على رأس» أي عندانتهاء مائة سنة.

قوله: (منها) فيه دليل على أن «من» تكون لابتداء الغاية في الزمان كقول الكوفيين، وقد رد ذلك نحاة البصرة، وأولوا ما وردمن شواهده كقوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَـ قُومَ فِيدً ﴾ [التوبة: ١٠٨] وقول أنس: مازلت أحب الدباء من يومئذ، وقوله: مطرنا من يوم الجمعة إلى الجمعة (١٠).

قوله: (لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض) أي الآن موجودًا أحد إذذاك، وقد ثبت هذا التقدير عند المصنف من رواية شعيب عن الزهري كما سيأتي في الصلاة (٢) مع بقية الكلام عليه، قال ابن بطال (٣): إنما أراد رسول الله ﷺ أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم، وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقال النووي (٤): المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مائة سنة سواء قل عمره قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة. والله أعلم.

١١٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُ عَلِيْهِ عِنْدَهَا فِي لَيْلِيَ عَبَّاسٍ قَالَ: فَصَلَّى النَّبِيُ عَلَيْ وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَعَمَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَنْدَهَا فِي لَيْلِيَهُا الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ. ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: «نَامَ الْعُلَيِّمُ» - أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا - ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ

<sup>(</sup>١) انظر: شواهدالتوضيح (ص: ١٨٩\_١٩١).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٣٨٦)، كتاب مواقيت الصلاة، باب ٤، ح ٢٠١.

<sup>(7) (1/197).</sup> 

<sup>(</sup>٤) المنهاج (١٦/ ٨٩).

رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ - أَوْ خَطِيطَهُ - ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ.

[الحديث: ١١٧، أطراف في: ١٣٨، ١٨٣، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٩، ٢٢١، ٢٢١، ٢٧، ٥٥٩، ٩٩٢، ١١٩٨، ٢٥٥١، (٤٥٧، ٢٥٥١) ١٧٥٤، ٢١٥٥، ٥٩١٩، ٢١٣١، ٢٣١٢)

قوله: (حدثنا الحكم) بفتحتين هو ابن عتيبة بالمثناة تصغير عتبة، وهو تابعي صغير، وكان أحدالفقهاء.

قوله: (ثم جاء) أي من المسجد.

قوله: (نام الغليم) بضم المعجمة وهو من تصغير الشفقة، والمرادبه ابن عباس، ويحتمل أن يكون ذلك إخبارًا منه على بنومه أو استفهامًا بحذف الهمزة وهو الواقع، ووقع في بعض النسخ: «يا أم الغليم» بالنداء وهو تصحيف لم تثبت به رواية.

قوله: (أو كلمة) بالشك من الراوي، والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة، ففي رواية أخرى «نام الغلام».

قوله: (غطيطه) بفتح الغين المعجمة وهو صوت نفس النائم، والنخير أقوى منه.

قوله: (أو خطيطه) بالخاء المعجمة، والشك فيه من الراوي، وهو بمعنى الأول. قاله الداودي، وقال ابن بطال<sup>(۱)</sup>: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة، وتبعه القاضي عياض<sup>(۲)</sup> فقال: هو هنا وهم. انتهى. وقد نقل ابن الأثير عن أهل الغريب أنه دون الغطيط.

قوله: (ثم صلى ركعتين) أي ركعتي الفجر، وأغرب الكرماني (٣) فقال: إنما فصل بينهما وبين الخمس ولم يقل سبع ركعات لأن الخمس اقتدى ابن عباس به فيها بخلاف الركعتين، أو لأن الخمس بسلام والركعتين بسلام آخر. انتهى. وكأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل وهو محتمل لكن حملهما على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر. وسيأتي تفصيل هذه المسألة في كتاب الصلاة في باب الوتر (٤) إن شاء الله تعالى.

ومناسبة حديث ابن عمر للترجمة ظاهرة لقوله فيه: «قام فقال» بعد قوله: «صلى العشاء»

<sup>(1) (1/191).</sup> 

<sup>(</sup>٢) المشارق (١/ ٢٣٥).

<sup>(7) (1/ 771).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٣٣٠)، كتاب الوتر، باب١، -٩٩٢.

717

وأما حديث ابن عباس فقال/ ابن المنير (۱) ومن تبعه: يحتمل أن يريد أن أصل السمر يثبت بهذه الكلمة وهي قوله: «نام الغليم»، ويحتمل أن يريد ارتقاب ابن عباس لأحوال النبي على ولا فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل، فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم. زاد الكرماني (۲): أو ما يفهم من جعله إياه على يمينه كأنه قال له: قف عن يميني. فقال: وقفت. اهد. وكل ما ذكره معترض ولأن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرًا، وصنيع ابن عباس يسمى سهرًا لا سمرًا إذ السمر لا يكون إلا عن تحدث. قاله الإسماعيلي، وأبعدها الأخير ولأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى سمرًا، وقال الكرماني (۳) تبعًا لغيره أيضًا: يحتمل أن يكون مراد البخاري أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد أن يجري بينهم حديث للمؤانسة، وحديثه علم وفوائد.

قلت: والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى، وهذا يصنعه المصنف كثيرًا يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث، والنظر في مواقع ألفاظ الرواة ؛ لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن، وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحًا على حقيقة السمر بعد العشاء، وهو ما أخرجه في التفسير (٤) وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال: «بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله على مع أهله ساعة ثم رقد. . . » الحديث، فصحت الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن. فإن قيل: هذا إنما يدل على السمر مع الأهل لا في العلم! فالجواب: أنه يلحق به ، والجامع تحصيل الفائدة ، أو هو بدليل الفحوى ؛ لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من طريق الأولى . وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث حيث ذكره المصنف مطو لأ في كتاب الوتر من كتاب الصلاة (٥) إن شاء الله تعالى .

ويدخل في هذا الباب حديث أنس أن النبي ﷺ خطبهم بعد العشاء، وقد ذكره المصنف في كتاب الصلاة (٢٦)، ولأنس حديث آخر في قصة أسيد بن حضير وقد ذكره المصنف في

المتواري (ص: ٦٥، ٦٤).

<sup>.(178/7) (7)</sup> 

<sup>(178/1) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (١٠/ ٢٥)، كتاب التفسير، باب١٧، ح ٥٦٩.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٣٢٧)، كتاب الوتر، باب ١، ح٩٩٢.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٣٨٦)، كتأب مواقيت الصلاة، باب٤٠، ح٠٠٠.

المناقب (۱)، وحديث عمر: «كان النبي على يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين» أخرجه الترمذي والنسائي ورجاله ثقات، وهو صريح في المقصود، إلا أن في إسناده اختلافًا على علقمة، فلذلك لم يصح على شرطه، وحديث عبد الله بن عمرو: «كان نبي الله على يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وهو من رواية أبي حسان عن عبد الله بن عمرو وليس على شرط البخاري، وأما حديث: «لا سمر إلا لمصل أو مسافر» فهو عند أحمد بسند فيه راوٍ مجهول، وعلى تقدير ثبوته فالسمر في العلم يلحق بالسمر في الصلاة نافلة، وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه فقال أبو موسى: «الصلاة» فقال عمر: إنا في صلاة. والله أعلم.

#### ٤٢\_بابحِفْظِ الْعِلْم

١١٨ - حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَوْ لا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّنْتُ حَدِيثًا. أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَوْ لا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّنْتُ حَدِيثًا. ثُمَّ يَتْلُو ﴿ إِنَّ النَّاسِ يَقُولُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْهُ كُن ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٠،١٥٩] فَمُ يَتُلُو ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٠،١٥٩] إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ ، وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ ، وَإِنَّ إِبْشَعِ بَطْنِهِ ، وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْعَمْلُ مَا لا يَحْفَظُونَ .

[الحديث: ١١٨، أطرافه في: ١١٩، ٢٠٤٧، ٢٣٥٠، ٣٦٤٨، ٢٣٥٧]

قوله: (باب حفظ العلم) لم يذكر في الباب شيئًا عن غير أبي هريرة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث، قال الشافعي رضي الله عنه: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي على رواه ابن سعد، وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظه، ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين، ولا يعارض هذا ما تقدم من تقديمه عبد الله بن عمرو على نفسه في كثرة الحديث؛ لأنا قدمنا الجواب عن ذلك، ولأن الحديث الثاني من الباب دل على أنه لم ينس شيئًا سمعه، ولم يثبت مثل ذلك لغيره.

قوله: (حدثنا عبد العزيز) هو الأويسي المدني، والإسناد كله مدنيون.

<sup>(</sup>۱) (۸/ ٤٩٣)، كتاب مناقب الأنصار، باب ٨، ح٣٧٩٢.

قوله: (أكثر أبو هريرة) أي من الحديث عن رسول الله على كما صرح به المصنف في البيوع (١) من طريق شعيب عن الزهري، وله فيه وفي المزارعة (٢) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري هنا زيادة وهي: «ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟!» وبها تبين الحكمة في ذكره المهاجرين والأنصار ووضعه المظهر موضع المضمر على طريق الحكاية حيث قال: «أكثر أبو هريرة» ولم يقل: أكثرت.

قوله: (ولولا آيتان) مقول (قال) لا مقول (يقولون)، وقوله: (ثم يتلو) مقول الأعرج، وذكره بلفظ المضارع استحضارًا لصورة التلاوة، ومعناه: لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدث أصلاً، لكن لما كان المكتمان حرامًا وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده، ثم ذكر سبب الكثرة بقوله: "إن إخواننا" وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله، والمراد بالأخوة أخوة الإسلام.

قوله: (يشغلهم) بفتح أوله من الثلاثي، وحكي ضمه وهو شاذ.

قوله: (الصفق) بإسكان الفاء، هو ضرب اليد على اليد، وجرت به عادتهم عند عقد البيع.

قوله: (في أموالهم) أي القيام على مصالح زرعهم، ولمسلم «كان يشغلهم عمل أرضيهم» ولابن سعد: «كان يشغلهم القيام على أرضيهم».

قوله: (وإن أبا هريرة) فيه ألتفات إذكان نسق الكلام أن يقول: وإني.

قوله: (لشبع) بلام التعليل للأكثر وهو الثابت في غير البخاري أيضًا، وللأصيلي «بشبع» بموحدة أوله، وزاد المصنف في البيوع (٣): «وكنت امرءًا مسكينًا من مساكين الصفة».

قوله: (ويحضر) أي من الأحوال (ويحفظ) أي من الأقوال، وهما معطوفان على قوله: «يلزم»، وقد روى البخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله شاهدًا لحديث أبي هريرة هذا ولفظه: «لا أشك أنه سمع من رسول الله على ما لا نسمع، وذلك إنه كان مسكينًا لا شيء له ضيفًا لرسول الله على وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم: أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلاً فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله على بالحديث فلا يعرفه بعضهم، فيراجعون

<sup>(</sup>۱) (٥٠٠/٥)، كتاب البيوع، باب ١، ح٢٠٤٧.

<sup>(</sup>٢) (٦/ ١٥١)، كتاب الحرث والمزارعة، باب ٢١، ح ٢٣٥٠.

<sup>(</sup>۲) (٥/ ٥٠٠)، كتاب البيوع، بأب ١ ، ح٢٠٤٧.

فيه حتى يعرفوه، ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارًا، فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس. وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة: كنت ألزمنا لرسول الله على وأعرفنا بحديثه. قال الترمذي: حسن. واختلف في إسناد هذا الحديث على الزهري؛ فرواه مالك عنه هكذا، ووافقه إبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة، ورواه شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما/ عن أبي هريرة، وتابعه يونس بن يزيد، الرحمن كلاهما الشيخان، وزادوا في روايتهم عن الزهري شيئًا الله سنذكره في هذا الحديث الثاني:

119 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ. قَالَ: «فُلْمَهُ وَمَالَتُهُ فَمَا نَسْبِتُ شَيْئًا بَعْدَهُ. قَالَ: «فُلْمَهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسْبَ شَيْئًا بَعْدَهُ.

حَدَّثَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ بِهَذَا ، أَوْ قَالَ: غَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ . [تقدم في: ١١٨ ، ١٧٥٠ ، ٢٠٤٧ ، ١١٨]

قوله، (حدثنا أحمد بن أبي بكر) هو الزهري المدني صاحب مالك، وسقط قوله: (أبو مصعب) من رواية الأصيلي وأبي ذر، وهو بكنيته أشهر، والإسناد كله مدنيون أيضًا وكذا الذي بعده.

قوله: (كثيرًا) هو صفة لقوله حديثًا لأنه اسم جنس.

قوله: (فغرف) لم يذكر المغروف منه وكأنها كانت إشارة محضة.

قوله: (ضم) وللكشميهني والباقين «ضمه» وهو بفتح الميم ويجوز ضمها، وقيل: يتعين الأجل ضمة الهاء، ويجوز كسرها لكن مع إسكان الهاء وكسرها.

قوله: (فما نسبت شيئًا بعد) هو مقطوع الإضافة مبني على الضم، وتنكير شيئًا بعد النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره، ووقع في رواية ابن عيينة وغيره عن الزهري في الحديث الماضي: «فو الذي بعثه بالحق ما نسبت شيئًا سمعته منه»، وفي رواية يونس عند مسلم: «فما نسبت بعد ذلك اليوم شيئًا حدثني به»، وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث، ووقع في رواية شعيب: «فما نسبت من مقالته تلك من شيء» وهذا يقتضي عدم النسيان بتلك المقالة فقط، لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية يونس ومن وافقه؛ لأن

أبا هريرة نبه به على كثرة محفوظه من الحديث، فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها. ويحتمل أن تكون وقعت له قضيتان: فالتي رواها الزهري مختصة بتلك المقالة، والقضية التي رواها سعيد القبري عامة، وأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمر و بن أمية قال: تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره، فقلت: إني سمعت منك، فقال: إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي. فقد يتمسك به في تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة لكن سند هذا ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فهو نادر، ويلتحق به حديث أبي سلمة عنه: «لا عدوى» فإنه قال فيه: إن أبا هريرة أنكره، قال: فما رأيته نسي شيئًا غيره.

(فائدة): المقالة المشار إليها في حديث الزهري أبهمت في جميع طرقه، وقد وجدتها مصرحًا بها في جامع الترمذي وفي الحلية لأبي نعيم من طريق أخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «ما من رجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا مما فرض الله فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة فذكر الحديث. وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة؛ لأن النسيان من لوازم الإنسان، وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه ببركة النبي على وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: «كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي على فقال: ادعوا. فدعوت أنا وصاحبي وأمن النبي على ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، وأسألك علمًا لا ينسى. فأمَّن النبي على فقلنا: ونحن كذلك يا رسول الله، فقال: سبقكما الغلام الدوسي وفيه ينسى. فأمَّن النبي على حفظ العلم، وفيه أن التقلل/ من الدنيا أمكن لحفظه، وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال، وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذ اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب.

قوله: (ابن أبي فديك بهذا) أشكل قوله: (بهذا) على بعض الشارحين؛ لأن ابن أبي فديك لم يتقدم له ذكر، وقد ظن بعضهم أنه محمد بن إبراهيم بن دينار المذكور قبل، فيكون مراده أن السياقين متحدان إلا في اللفظة المبينة فيه، وليس كما ظن؛ لأن ابن أبي فديك اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم وهو ليثي يكنى أبا إسماعيل، وابن دينار جهني يكنى أبا عبد الله، لكن اشتركا في الرواية عن ابن أبي ذئب لهذا الحديث ولغيره، وفي كونهما مدنيين، وجوز بعضهم أن يكون الحديث عند المصنف بإسناد آخر عن ابن أبي ذئب، وكل ذلك غفلة عما عند المصنف في علامات النبوة فقد ساقه بالإسناد المذكور، والمتن من غير تغيير إلا في قوله: «بيديه» فإنه في علامات النبوة فقد ساقه بالإسناد المذكور، والمتن من غير تغيير إلا في قوله: «بيديه» فإنه ذكرها بالإفراد، وقال فيها أيضًا: «فغرف» وهي رواية الأكثرين في حديث الباب، ووقع في رواية المستملي وحده «فحذف» بدل (فغرف)، وهو تصحيف لما وضح في سياقه في علامات

717

النبوة (١١) ، وقدرواه ابن سعد في الطبقات عن ابن أبي فديك فقال: فغرف.

١٢٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وِعَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثَتُهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ.

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس (حدثني أخي) هو أبو بكر عبد الحميد.

قوله: (وعاءين) أي ظرفين، أطلق المحل وأراد به الحال، أي نوعين من العلم، وبهذا التقرير يندفع إيراد من زعم أن هذا يعارض قوله في الحديث الماضي: «كنت لا أكتب» وإنما مراده أن محفوظه من الحديث لو كتب لملأ وعاءين، ويحتمل أن يكون أبو هريرة أملى حديثه على من يثق به فكتبه له وتركه عنده، والأول أولى، ووقع في المسند عنه: «حفظت ثلاثة أجربة، بثثت منها جرابين» وليس هذا مخالفًا لحديث الباب لأنه يحمل على أن أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين وما في الصغير في واحد، ووقع في المحدث الفاصل للرامهرمزي من طريق منقطعة عن أبي هريرة: «خمسة أجربة» وهو إن ثبت محمول على نحو ما تقدم، وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث أكثر مما لم ينشره.

قوله: (بثثته) بفتح الموحدة والمثلثة وبعدها مثلثة ساكنة تدغم في المثناة التي بعدها أي أذعته ونشرته، زاد الإسماعيلي: في الناس.

قوله: (قطع هذا البلعوم) زاد في رواية المستملي: قال أبو عبد الله ـ يعني المصنف ـ البلعوم مجرى الطعام، وهو بضم الموحدة، وكنى بذلك عن القتل، وفي رواية الإسماعيلي «لقطع هذا» يعني رأسه، وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفًا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة، وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضًا في كتاب الفتن (٢) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) (۳۰٦/۸)، کتاب المناقب، باب۲۸، ح۳٦٤۸.

<sup>(</sup>٢) (٤٤٣/١٦)، كتاب الفتن، باب٣، ح٧٠٥٨.

قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن الشريعة ظاهرًا وباطنًا، وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين، قال: / وإنما أراد أبو هريرة بقوله: «قطع» أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم، ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لوكانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها؛ لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم، وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه، ويعترض عليه من لا شعور له به .

#### ٤٣ ـ باب الإنصات للعُلَماء

١٢١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ مُدْرِكِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلٍ بْنُ مُدْرِكِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلٍ قَالَ: «لا تَوْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

[الحديث: ١٢١، أطرافه في: ٧٠٨٠، ٦٨٦٩، ٢٠٨٠]

قوله: (باب الإنصات للعلماء) أي السكوت والاستماع لما يقولونه.

قـوله: (حدثناحجاج) هو ابن منهال.

قوله: (عن جرير) هو ابن عبدالله البجلي، وهو جد أبي زرعة الراوي عنه هنا.

قوله: (قال له في حجة الوداع) ادعى بعضهم أن لفظ «له» زيادة، لأن جريرًا إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو من شهرين، فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي على بأربعين يومًا، وما جزم به يعارضه قول البغوي وابن حبان إنه أسلم في رمضان سنة عشر، ووقع في رواية المصنف لهذا الحديث في باب حجة الوداع (١) بأن النبي على قال لجرير، وهذا لا يحتمل التأويل فيقوي ما قال البغوى. والله أعلم.

قوله: (يضرب) هو بضم الباء في الروايات، والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضًا، وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفتن (٢) إن شاء الله تعالى. قال

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۵۰۱)، كتاب المغازي، باب۷۷، ح ٤٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) (١٦/ ٤٧١)، كتاب الفتن، باب، ح٧٠٧٧.

ابن بطال (١): فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء، كأنه أراد بهذا مناسبة الترجمة للحديث، وذلك أن الخطبة المذكورة كانت في حجة الوداع والجمع كثير جدًا، وكان اجتماعهم لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج، وقد قال لهم: «خذوا عني مناسككم» كما ثبت في صحيح مسلم، فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات.

وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرَانُ فَأَسّتَمِعُوا لَمُ وَآنصِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ومعناهما مختلف، فالإنصات هو السكوت وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع كأن يكون مفكرًا في أمر آخر، وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت وقد يكون مع السكوت منه النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه وقد قال سفيان الثوري وغيره: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر وعن الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة: أخبرني معتمر بن سليمان عن كهمس عن مطرف قال: الإنصات من العينين، فقال له ابن عيينة: وما ندري كيف ذلك؟! قال: إذا حدثت رجلاً فلم ينظر إليك لم يكن منصتاً . انتهى، وهذا محمول على الغالب. والله أعلم .

## ٤٤ ـ باب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِم إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

١٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ: / قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسِ: إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزُعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى يَنِي اِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ. فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ عَنِ النَّبِيِ يَعَيُّ : «قَامَ مُعَى النَّبِيُ عَظِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ . فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ مُوسَى النَّيِ يَعَيِّفُ: «قَامَ مَنْكَ، قَالَ: يَنَا أَعْلَمُ إِلَيْهِ مَنْكَ، قَالَ: يَا لَمْ يَرُدُ الْعِلْمَ إِلَيْهِ مَنْكَ، قَالَ: يَا مَرْدُ وَكَيْفُ بِهِ ؟ فَقِيلَ لَهُ : احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلِ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُو ثُمَّ. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوسَعَ بْنِ رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ ؟ فَقِيلَ لَهُ : احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلِ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُو ثُمَّ. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوسَعَ بْنِ رَبِّ وَكَيْفُ بِهِ ؟ فَقِيلَ لَهُ : احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُو ثُمَّ. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوسَعَ بْنِ رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ ؟ فَقِيلَ لَهُ : احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُو ثُمَّ . فَانْطَلَقَ بِفِتَاهُ يُوسَعَ بْنِ الْمُوتُ مِنْ الْمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا ، فَانْطَلَقَ بِقِيّةَ لَيْلَتِهِمَا الْمُعْرِقُ مَعْ مَنَا مُوسَى لِفَتَاهُ وَمِهُمَا وَنَامًا ، فَلَمَّا أَصْبَعَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ مُوسَى مَشَامِنَ النَّهُ فَي الْمَوسَى لِفَتَاهُ مُعْمَا مِنَاهُ اللَّهُ فَي الْمَوسَى لِفَتَاهُ مُوسَى مَشَامِنَ النَّهُ فَلَ الْمُوسَى لِفَتَاهُ مُوسَى مَشَامِنَ النَّهُ مِنْ اللَّهُ لِي أُومِ بِهِ .

<sup>(1) (1/191).</sup> 

فَقَالَ لَهُ فَنَاهُ: ﴿ أَرَمَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا ۚ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ ﴾. قَالَ مُوسَى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَها ١٠٠ ، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِنُوبٍ \_ أَوْ قَالَ: تَسَجَّى بِثَوْبِهِ - فَسَلَّمَ مُوسَى، فَقَالَ الْخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلامُ. فَقَالَ: أَنَا مُوسَى. فَقَالَ: مُوسَى بنبي إِسْرَاثِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن مَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ إِنَّ مُوسَى ، إِنِّي عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لا تَعْلَمُهُ أَنْتَ ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْم عَلَّمَكُهُ لا أَعْلَمُهُ. قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاَّ أَعْمِي لَكَ أَمْرًا فِي ﴾ .

فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَعْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا ، فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَجَاءً عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَخْرِ، فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ. فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحِ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَّعَهُ. فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَ قُتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا . قَالَ: ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قُلَّ قَالَ لَا نُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ . فَكَانَتُ الأولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا.

فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ. فَقَالَ مُوسَى: ﴿ أَفَنَلْتَ نَفْسُا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ ﴾ قَالَ: ﴿ أَلَرَ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ إِنَّ عُلَانَةً: وَهَذَا أَوْكَدُ) ﴿ فَأَنِطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُم ﴾ ، قَالَ الْخَضِرُ بِيكِهِ فَأَقَامَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : ﴿ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١ إِنَّا قَالَ لَهُ مُوسَى : ﴿ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١ إِنَّا مَا لَهُ مُوسَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَجْرًا ١ إِنَّا اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ الل هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَلْنِكَ ﴾ قَالَ النَّبِي ﷺ: «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْصَبرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنا مِنْ أَمْرِهِمَا».

[تقدم في: ٧٤، الأطراف: ٧٤، ٧٨، ٧٢٦٧، ٢٧٢٨، ٣٤٠٠، ٣٤٠١، ٣٤٠١، ٢٧٤٥، ٢٧٣٦، 7755, 4737]

قوله: (باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم) أي من غيره، والفاء في قوله: «فيكل» تفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير المصدر، أي ما يستحب عند السؤال هو را الوكول، وفي رواية: «أن يكل» وهو/ أوضح.

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي المسندي، و(سفيان) هو ابن عبينة، و(عمرو) هو ابن دينار، و(نوف) بفتح النون وبالفاء، و(البكالي) بفتح الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف\_ ووهم من شددها ـ منسوب إلى بكال بطن من حمير، ووهم من قال: إنه منسوب إلى بكيل بكسر الكاف بطن من همدان لأنهما متغايران. ونوف المذكور تابعي من أهل

دمشق فاضل عالم لاسيما بالإسرائيليات، وكان ابن امرأة كعب الأحبار، وقيل غير ذلك. قوله: (إن موسى) أي صاحب الخضر، وصرح به المصنف في التفسير (١).

قوله: (إنما هو موسى آخر) كذا في روايتنا بغير تنوين فيهما، وهو علم على شخص معين قالوا: إنه موسى بن ميشا بكسر الميم وبالشين المعجمة، وجزم بعضهم أنه منون مصروف لأنه نكرة، ونقل عن ابن مالك أنه جعله مثالاً للعلم إذا نكر تخفيفًا، قال: وفيه بحث.

قوله: (كذب عدو الله) قال ابن التين: لم يُرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق، فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه وحقيقته غير مرادة. قلت: ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفًا في صحة إسلامه، فلهذا لم يقل في حق الحربن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليها، وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئًا بغير علم أن يكذبه، ونظيره قوله ﷺ: «كذب أبو السنابل» أي: أخبر بما هو باطل في نفس الأمر.

قوله: (حدثني أبي بن كعب) في استدلاله بذلك دليل على قوة خبر الواحد المتقن عنده حيث يطلق مثل هذا الكلام في حق من خالفه. وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي وهما عمر و وسعيد، وصحابي عن صحابي وهما ابن عباس وأبي.

قوله: (فقال أنا أعلم) في جواب (أي الناس أعلم؟)، قيل: إنه مخالف لقوله في الرواية السابقة في باب الخروج في طلب العلم (٢) قال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ وعندي لا مخالفة بينهما؛ لأن قوله هنا: «أنا أعلم» أي فيما أعلم، فيطابق قوله «لا» في جواب من قال له: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمر، وعند النسائي من طريق عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير بهذا السند: «قام موسى خطيبًا فعرض في نفسه أن أحدًا لم يؤت من العلم ما أوتي، وعلم الله بما حدث به نفسه، فقال: يا موسى، إن من عبادي من آتيته من العلم ما لم أوتك» وعند عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير: «فقال: ما أجد أعلم بالله وأمره مني»، وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ: «ما أعلم في الأرض رجلًا خيرًا أو أعلم مني».

قال ابن المنير: ظن ابن بطال (٣) أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى ، قال:

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۳۱۲)، كتاب التفسير، باب۲، ح ٤٧٢٥.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٣٠٥)، كتاب العلم، باب ١٩، ح٧٨، وفيه بلفظ: أتعلم.

<sup>(</sup>٣) (١/٠٠٢).

وعندي أنه ليس كذلك، بل ود العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم يجب، فلو قال موسى عليه السلام: «أنا والله أعلم» لم تحصل المعاتبة، وإنما عوتب على اقتصاره على ذلك، أي لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر، وإنما مراده الإخبار بما في علمه كما قدمناه، والعتب من الله تعالى محمول على ما يليق به لا على معناه العرفى في الآدميين كنظائره.

قوله: (هو أعلم منك) ظاهر في أن الخضر نبي، بل نبي مرسل، إذ لو لم يكن كذلك للزم تغضيل العالي على الأعلى وهو باطل من القول، ولهذا أورد الزمخشري سؤالا وهو: دلت حاجة موسى إلى التعليم من غيره أنه موسى بن ميشا كما قيل، إذ النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه. وأجاب عنه بأنه لا نقص بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله. قلت: وفي الجواب نظر ؟ لأنه يستلزم نفي ما أوجب، والحق: أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص، لقوله بعد ذلك: «إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه والمراد بكون النبي أعلم أهل زمانه أي ممن أرسل إليه، ولم يكن موسى مرسلا إلى الخضر، وإذا فلا نقص به إذا كان الخضر أعلم/ منه إن قلنا إنه نبي مرسل، أو أعلم منه في أمر مخصوص إن قلنا إنه نبي أو ولي، وينحلُّ بهذا التقرير إشكالات كثيرة. ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله: ﴿ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِئَ ﴾ [الكهف: ١٦]، وينبغي اعتقاد كونه نبيًا لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولى أفضل من النبي، حاشا وكلا.

وَتَعَقَّبَ ابن المنير على ابن بطال (١) إيراده في هذا الموضع كثيرًا من أقوال السلف في التحذير من الدعوى في العلم، والحث على قول العالم: لا أدري، بأن سياق مثل ذلك في هذا الموضع غير لائق. وهو كما قال رحمه الله، قال: وليس قول موسى عليه السلام: (أنا أعلم) كقول آحاد الناس مثل ذلك، ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم؛ فإن نتيجة قولهم العُجب والكِبر، ونتيجة قوله المزيد من العلم والحث على التواضع والحرص على طلب العلم، واستدلاله به أيضًا على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ؛ لأن موسى إنما اعترض بظاهر الشرع لا بالعقل المجرد، ففيه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه ولو كان مستقيمًا في باطن الأمر.

قوله: (في مكتل) بكسر الميم وفتح المثناة من فوق.

قوله: (فانطلقا بقية ليلتهما) بالجر على الإضافة، (ويومهما) بالنصب على إرادة سير

<sup>(1) (1/4/1).</sup> 

جميعه، ونبه بعض الحُذَّاق على أنه مقلوب، وأن الصواب بقية يومهما وليلتهما لقوله بعده: «فلما أصبح» لأنه لا يصبح إلا عن ليل. انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «فلما أصبح» أي من الليلة التي تلى اليوم الذي سارا جميعه. والله أعلم.

قوله: (أنى) أي كيف (بأرضك السلام؟)، ويؤيده ما في التفسير (١) «هل بأرضي من سلام؟» أو (من أين) كما في قوله تعالى: ﴿ أَنَّ لَلَّ ِ هَلَا أَ﴾ [آل عمران: ٣٧] والمعنى: من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها؟ وكأنها كانت بلاد كفر، أو كانت تحيتهم بغير السلام، وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله، إذ لو كان الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله.

قوله: (فانطلقا يمشيان) أي موسى والخضر، ولم يذكر فتى موسى وهو يوشع لأنه تابع غير مقصو دبالأصالة.

قوله: (فكلموهم) ضم يوشع معهما في الكلام لأهل السفينة لأن المقام يقتضي كلام التابع.

قوله: (فحملوهما) يقال فيه ما قيل في (يمشيان)، ويحتمل أن يكون يوشع لم يركب معهما لأنه لم يقع له ذكر بعد ذلك.

قوله: (فجاء عصفور) بضم أوله، قيل: هو الصُرَد بضم المهملة وفتح الراء، وفي الرحلة للخطيب أنه الخطاف.

قوله: (ما نقص علمي وعلمك من علم الله) لفظ النقص ليس على ظاهره؛ لأن علم الله لا يدخله النقص، فقيل معناه: (لم يأخذ)، وهذا توجيه حسن، ويكون التشبيه واقعًا على الآخذ لا على المأخوذ منه، وأحسن منه أن المراد بالعلم (المعلوم) بدليل دخول حرف التبعيض؛ لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض والمعلوم هو الذي يتبعض، وقال الإسماعيلي: المراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى، وهو كما قيل:

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

أي ليس فيهم عيب، وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة. وقيل: "إلاً" بمعنى (ولا) أي: ولا كنقرة هذا العصفور. وقال القرطبي (٢): من أطلق اللفظ هنا تجوز

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۳۱۹)، كتاب التفسير، باب ۳، ح ۲۲۲۶.

<sup>(</sup>Y) Ilaban (T/01Y).

لقصده التمسك والتعظيم، إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته. وقد وقع في رواية ابن جريج (۱) بلفظ أحسن سياقًا من هذا وأبعد إشكالاً فقال: «ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر» وهو تفسير للفظ الذي وقع هنا، قال: وفي قصة موسى والخضر من الفوائد أن الله يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقه بما يشاء مما ينفع أو يضر، فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكامه، بل يجب على الخلق الرضا والتسليم، فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجه على حكمه / (لم) ولا (كيف)، كما لا يتوجه عليه في وجوده (أين) و (حيث) (٢) وإن العقل لا يُحسِّن ولا يُقبِّح (٣)، وإن ذلك راجع إلى الشرع: فما حسنه بالثناء عليه فهو حسن، وما قبحه بالذم فهو قبيح، وإن لله تعالى فيما يقضيه حكمًا وأسرارًا في مصالح خفية اعتبرها كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقل يتوجه إليه، بل بحسب ما سبق في علمه ونافذ حكمه، فما أطلع الخلق عليه من تلك الأسرار عرف، وإلا فالعقل عنده واقف، فليحذر المرء من الاعتراض فإن مآل ذلك المناخية.

قال: ولننبه هنا على مغلطتين: الأولى: وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكًا بهذه القصة وبما اشتملت عليه؛ وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة، ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم كل شيء، وإن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى، وأدلة ذلك في المقرآن كثيرة، ويكفي من ذلك قوله تعالى: ﴿ يَنُمُوسَى إِنِي آصَطَفَيّتُكُ عَلَى النّاسِ بِرِسَلَتِي وَيِكَلّنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤] وسيأتي في أحاديث الأنبياء من فضائل موسى (٤) ما

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۳۲۰)، كتاب التفسير، باب، ح٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) الصواب عند أهل السنة وصف الله سبحانه بأنه في جهة العلو، وأنه فوق العرش، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، ويجوز عند أهل السنة السؤال عنه بأين، كما في صحيح مسلم أن النبي على قال للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. . . . الحديث. [ابن باز].

<sup>(</sup>٣) هذا هو قول بعض أهل السنة. وذهب بعض المحققين منهم إلى أن العقل يُحسِّن ويُقبِّح، لما فطر الله عليه العباد من معرفة الحسن والقبيح، وقد جاءت الشرائع الإلهية تأمر بالحسن وتنهى عن القبيح، ولكن لا يترتب الثواب والعقاب على ذلك إلا بعد بلوغ الشرع، كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في (مفتاح دار السعادة)، وهذا هو الصواب. والله أعلم. [ابن باز].

<sup>(</sup>٤) (٧/٦/٧)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب٢٤، ح٣٩٩.

الثانية: ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة فقالوا: إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم، ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم، لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات، فيستغنون بهاعن أحكام الشرائع الكليات، كما اتفق للخضر، فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عماكان عندموسى، ويؤيده الحديث المشهور: «استفت قلبك وإن أفتوك».

وقال غيره: من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما

<sup>(</sup>١) المفهم (٦/ ٢١٨).

يخالف الشريعة، ويجوز له فعله \_ فقد ضل، وليس ما تمسك به صحيحًا، فإن الذي فعله المخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع، فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعًا وعقلاً. ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر. وقد وقع ذلك واضحًا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم، ولفظه: «فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها»، فيستفاد منه وجوب التأني عن الإنكار في المحتملات، وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة، وأما إقامة الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان. والله أعلم.

قوله: (فعمد) بفتج المهملة والميم، وكذا قوله: (عمدت)، و(نول) بفتح النون أي أجرة. قوله: (فانطلقا) أي فخرجا من السفينة فانطلقا، كما صرح به أيضًا في التفسير (١١).

قوله: (قال الخضر بيده) هو من إطلاق القول على الفعل. وسنذكر باقي مباحث هذا الحديث في كتاب التفسير (٢) إن شاء الله تعالى.

## ٥٤-باب مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

١٢٣ - حَدَّثَ مَنَا عُثْمَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيّةً. فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلا أَنَّهُ كَانَ قَاثِمًا - فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلً ».

[الحديث: ١٢٣، ١٢٣، أطرافه في: ٢٨١٠، ٢٨١٣، ٥٤٥]

قوله: (باب من سأل وهو قائم) جملة حالية عن الفاعل.

وقوله: (عالمًا) مفعول و(جالسًا) صفة له، والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا، بل هذا جائز، بشرط الأمن من الإعجاب، قاله ابن المنير.

قوله: (حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، وأبو وائل هو شقيق، وأبو موسى هو الأشعري، وكلهم كوفيون.

<sup>(</sup>۱) (۱۱/۱۰)، كتاب التفسير، باب، ح ٤٧٢٥.

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ٣٢٠)، كتاب التفسير، باب، ح٢٧٦.

قوله: (قال وما رفع إليه رأسه) ظاهره أن القائل هو أبو موسى، ويحتمل أن يكون من دونه فيكون مدرجًا في أثناء الخبر.

قوله: (من قاتل...) إلخ، هو من جوامع كلمه الله الحاب بلفظ جامع لمعنى السؤال مع الزيادة عليه، وفي الحديث شاهد لحديث «الأعمال بالنيات»، وأنه لا بأس بقيام طالب الحاجة عند أمن الكبر، وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله، وفيه استحباب إقبال المسئول على السائل. وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الجهاد(١) إن شاء الله تعالى.

## ٤٦ ـ باب السُّؤَالِ وَالْفُتُنِسَا عِنْدُرَمْي الْجِمَارِ

١٢٤ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ بِنُ أَبِي سَلَّمَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بِنِ طَلْحَةَ عِنْ/ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْدَ الجَمرَةَ وهوَ يُسْأَلُ، فقالَ رجلٌ: اللهِ عَمْرِو قَالَ: ﴿ اَزْمُ وَلاَ حَرَجٌ ». قَالَ آخَرُ: يارسُولَ اللهِ، حَلَقْتُ قَبْلَ ٢٢٣ يَا رسُولَ اللهِ، حَلَقْتُ قَبْلَ ٢٢٣ أَنْ أَنْحَرُ ولا حَرَجٌ ». أَنْ أَنْحَرُ ولا حَرَجَ ». فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيءٍ قُدَّمَ وَلا أُخِّرَ إِلا قَالَ: ﴿ اَفْعَلْ وَلا حَرَجَ ».

[تقدم في: ٨٣، الأطراف: ٨٣، ١٧٣١ ، ١٧٣٧ ، ١٧٣٨ ، ٢٦٦٥]

قوله: (باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار) مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقًا فيها، وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز، وقد تقدم هذا الحديث في باب الفتيا على الدابة (٢)، وأخر الكلام على المتن إلى الحج (٣). وعبد العزيز ابن أبي سلمة هو: ابن عبدالله، نسب إلى جده أبي سلمة الماجشون بكسر الجيم وبشين معجمة. وقداعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمي بل فيه أنه كان واقفًا عندها فقط. وأجيب بأن المصنف كثيرًا ما يتمسك بالعموم، فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه.

واستدل الإسماعيلي بالخبر على أن الترتيب قائم مقام اللفظ، أي بأي صيغة وردما لم يقم دليل على عدم إرادته. والله أعلم. وحاصله أنه لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل لما احتاجوا

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۷۷)، كتاب الجهاد، باب ۱ ، ح ۲۸۱ .

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۳۱۷)، كتاب العلم، باب۲۳، ح۸۳.

٣) (٤/ ٦٩٠)، كتاب الحج، باب ١٣١، ح١٧٣٦.

إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثاني، إذا ورد الأمر لشيئين معطوفًا بالواو، فيقال: الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر حتى يقوم الدليل على التسوية، ولمن يقول بعدم الترتيب أصلاً أن يتمسك بهذا الخبريقول حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب.

واعترض الإسماعيلي أيضًا على الترجمة فقال: لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب، وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك فليترجم بباب السؤال والمسئول على الراحلة وبباب السؤال يوم النحر. قلت: أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه، ويزاد أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه؛ لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته، وأن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل ، ويستفاد منه أيضًا دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقًا على الرامين، وهذا وإن كان كذلك لكن يستثنى من المنع ما إذا كان فيما يتعلق بحكم تلك العبادة، وأما إلزام الإسماعيلي، فجوابه أنه ترجم للأول فيما مضى الباب الفتيا وهو واقف على الدابة "(۱)، وأما الثاني فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان، وهو متجه، وإن كان معلومًا أن السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم، لكن قد يتخيل متخيل من كون يوم العيديوم لهو امتناع السؤال عن العلم فيه. وإله أعلم.

٤٧-بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِي لَا شَكِ [الإسواء: ٥٥]

170 - حَدَّثَنَا فَيْسُ بْنُ حَفْصِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي خَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقِهِ وَهُ وَيَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ - فَمَرَّ بِنَفَرِ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرَّوحِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا عَسِيبٍ مَعَهُ - فَمَرَّ بِنَفَرِ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَسْأَلُوهُ، لا يَجِيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكُرَهُونَهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لنَسْأَلَنَهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا آبَا الْقَاسِمِ، مَا الرُّوحُ ؟ فَسَكَتَ. فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ ، / فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ فَقَالَ: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوامِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلاً ﴾ قالَ الأَعْمَشُ: هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا.

[الحديث: ١٢٥، أطرافه في: ٢٧١١، ٧٢٩٧، ٢٥٤٧، ٢٢٤٧]

قوله: (باب قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْمِلْمِ إِلَّا قَلِيــكُا ۞ . . . عبدالواحد) هو

<sup>(</sup>۱) (۱/۳۱۷)، كتاب العلم، باب۲۳.

ابن زياد البصري، وإسناد الأعمش إلى منتهاه مما قيل إنه أصح الأسانيد.

قوله: (خرب) بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء جمع خربة، ويقال بالعكس، والخرب ضد العامر، ووقع في موضع آخر بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها مثلثة.

قوله: (عسيب) أي عصا من جريد النخل.

قوله: (بنفر من اليهود) لم أقف على أسمائهم.

قوله: (لا تسألوه لا يجيء) في روايتنا بالجزم على جواب النهي، ويجوز النصب، والمعنى: لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشيء، ويجوز الرفع على الاستئناف.

قوله: (لنسألنه) جواب القسم المحذوف.

قوله: (فقمت) أي: حتى لا أكون مشوشًا عليه، أو: فقمت قائمًا حائلًا بينه وبينهم.

قوله: (فلما انجلى) أي الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي.

قوله: (الروح) الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوان، وقيل: عن جبريل، وقيل: عن عيسى، وقيل: عن القرآن، وقيل: عن خلق عظيم روحاني، وقيل غير ذلك. وسيأتي بسط ذلك في كتاب التفسير (١) إن شاء الله تعالى. ونشير هنا إلى ما قيل في الروح الحيواني وأن الأصح أن حقيقته مما استأثر الله بعلمه.

قوله: (هي كذاً) وللكشميهني «هكذا في قراءتنا» أي قراءة الأعمش، وليست هذه القراءة في السبعة بل ولا في المشهور من غيرها، وقد أغفلها أبو عبيد في كتاب القراءات له من قراءة الأعمش. والله أعلم.

#### ٤٨ـباب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الاخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بعْض النَّاسِ عَنْـهُ فَيَـقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ

١٢٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُ إِلَيْكَ كَثِيرًا، فَمَا حَدَّثَنْكَ فِي الْكَعْبَةِ؟ قُلْتُ: قَالَتْ لِي: قَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ: «يَا عَائِشَةُ لَوْلا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ - قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: بِكُفْرٍ - لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ؛ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ، وَبَابٌ يَخْرُجُونَ » فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

[التحديث: ١٢٦، أطرافه في: ١٥٨٣، ١٥٨٤، ١٥٨٥، ١٥٨٦، ١٥٨٦، ٢٣٦٨، ٢٢٨٤

<sup>(</sup>۱) (۳۰۳/۱۰)، كتاب التفسير، باب۱۳، م- ٤٧٢.

قوله: (باب من ترك بعض الاختيار) أي فعل الشيء المختار والإعلام به.

قوله: (عن إسرائيل) هو ابن يونس (عن أبي إسحاق) هو السبيعي بفتح المهملة وهو جد إسرائيل الراوي عنه ، و (الأسود) هو ابن يزيد النخعي والإسناد إليه كلهم كوفيون.

قوله: (قال لي ابن الزبير) يعنى عبدالله الصحابي المشهور.

قوله: (كانت عائشة) أي أم المؤمنين.

قوله: (في الكعبة) يعنى في شأن الكعبة .

قوله: (قلت: قالت لي) زاد فيه ابن أبي شيبة في مسنده عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد: «قلت: لقد حدثتني حديثاً كثيرًا نسيت بعضه وأنا أذكر بعضه، قال: \_أي ابن الزبير \_ مانسيت أذكر تُك، قلت: قالت. . . ».

قوله: (حديث عهدهم) بتنوين (حديث)، ورفع (عهدهم) على إعمال الصفة المشبهة.

قوله: (قال) وللأصيلي «فقال ابن الزبير: بكفر» أي أذكره ابن الزبير بقولها (بكفر) كان الأسود نسيها، / وأما ما بعدها وهو قوله: «لنقضت...» إلخ، فيحتمل أن يكون مما نسي أيضًا أو مما ذكر، وقد رواه الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بتمامه، إلا قوله: «بكفر» فقال بدلها: (بجاهلية). وكذا للمصنف في الحج (١) من طريق أخرى عن الأسود، ورواه الإسماعيلي من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق ولفظه «قلت: حدثتني حديثاً حفظت أوله ونسيت آخره» ورجحها الإسماعيلي على رواية إسرائيل، وفيما قال نظر لما قدمناه، وعلى قوله يكون في رواية شعبة إدراج. والله أعلم.

قوله: (باباً) بالنصب على البدل، كذا لأبي ذر في الموضعين ولغيره بالرفع على الاستثناف.

قوله: (ففعله) يعني بنى الكعبة على ما أراد النبي الله كما سيأتي ذلك مبسوطًا في كتاب الحج (٢) إن شاء الله تعالى، وفي الحديث معنى ما ترجم له؛ لأن قريشًا كانت تعظم أمر الكعبة جدًا، فخشي الله تعالى، وفي الحديث عهدهم بالإسلام أنه غَيَّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرمًا.

440

<sup>(</sup>١) (٤/ ٤٨٢)، كتاب الحج، بأب٤ ، ح١٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) (٤/٠/٤)، كتاب العج، باب٤٢، ح١٥٨٤.

# ٤٩-باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لا يَفْهَمُوا وَقَالَ عَلِيٌّ: حَدُّثُوا النَّاسَ بِمَا يَغْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟! ١٢٧-حَدَّثَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ.

قوله: (باب من خص بالعلم قومًا دون قوم) أي: سوى قوم، لا بمعنى الأدون، و «كراهية» بالإضافة بغير تنوين، وهذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلها، ولكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال أو فيهما.

قوله: (حدثنا عبيدالله) هو ابن موسى كما ثبت للباقين.

قوله: (عن معروف) هو ابن خربوذ كما في رواية كريمة، وهو تابعي صغير مكي وليس له في البخاري غير هذا الموضع، وأبوه بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وضم الموحدة وآخره معجمة، وهذا الإسناد من عوالي البخاري؛ لأنه يلتحق بالثلاثيات، من حيث أن الراوي الثالث منه صحابي وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي آخر الصحابة موتًا، وليس له في البخاري غير هذا الموضع.

قوله: (حدثوا الناس بما يعرفون) كذا وقع في رواية أبي ذر، وسقط كله من روايته عن الكشميهني، ولغيره بتقديم المتن ابتدأ به معلقًا فقال: «وقال علي. . . » إلخ، ثم عقبه بالإسناد، والمراد بقوله: «بما يعرفون» أي يفهمون، وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: «ودعوا ما ينكرون» أي يشتبه عليهم فهمه، وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج، وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: «ما أنت محدثًا قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» رواه مسلم، وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. والله أعلم.

- \ ١٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ وَمُعاذُ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: " يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ " قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ (ثَلاثًا) قَالَ: " مَا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ (ثَلاثًا) قَالَ: " مَا مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ " قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِلاَ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ " قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ أَفِلا أَخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا. قَالَ: " إِذَا يَتَكِلُوا". وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَلَّمُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُوا". وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَلَّمُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ " وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّاللَّهُ أَفَلا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا. قَالَ: "إِذَا يَتَكِلُوا". وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَلَّهُ مَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَنْ لا إِلَا اللَّهُ وَالنَّاسَ فَيَسْتَبُشِرُوا. قَالَ: " إِذَا يَتَكِلُوا". وَأَنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَنْكُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَنْكُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلْكُولُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَنْكُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا لَا إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا الللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَنْهُ الْمُولَا أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَّةُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ إِلَا اللَّهُ الْمُعَالَّةُ إِلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ

[الحديث: ١٢٨، طرفه في: ١٢٩]

قوله: (حدثني أبي) هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.

قوله: (رديفه) أي راكب خلف رسول الله على، والجملة حالية، و(الرحل) بإسكان الحاء المهملة، وأكثر ما يستعمل للبعير، لكن معاذ كان في تلك الحالة رديفه على حمار كما يأتي في الجهاد (١).

قوله: (قال: يا معاذ بن جبل) هو خبر «أن» المتقدمة، و(ابن جبل) بفتح النون، وأما (معاذ) فبالضم لأنه منادى مفرد علم، وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير، واختار ابن الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب كأنه أضيف، والمنادى المضاف منصوب، وقال ابن التين: يجوز النصب على أن قوله (معاذ) زائد، فالتقدير: يا ابن جبل، وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل.

قوله، (قال: لبيك يا رسول الله وسعديك) اللب: بفتح اللام معناه هنا الإجابة، والسعد: المساعدة، كأنه قال: لبًا لك وإسعادًا لك، ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثير، أي: إجابة بعد إجابة وإسعادًا بعد إسعاد، وقيل في أصل لبيك واشتقاقها غير ذلك، وسنوضحه في كتاب الحج (٢) إن شاء الله تعالى.

قوله: (ثلاثًا) أي النداء والإجابة قيلاً ثلاثًا، وصرح بذلك في رواية مسلم، ويؤيده الحديث المتقدم في باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه (٣).

قوله: (صدقًا) فيه احتراز عن شهادة المنافق، وقوله: (من قلبه) يمكن أن يتعلق بـ (صدقًا)

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۱۲۵)، كتاب الجهاد، باب ۲۱، -۲۸۵۲.

<sup>(</sup>٢) (٤/٤٤)، كتاب الحج، باب٢٦، ح١٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٣٠)، كتاب العلم، باب ٣٠.

أي: يشهد بلفظه ويصدق بقلبه، ويمكن أن يتعلق بـ (يشهد) أي: يشهد بقلبه، والأول أولى، وقال الطيبي: قوله «صدقًا» أقيم هنا مقام الاستقامة؛ لأن الصدق يعبر به قولاً عن مطابقة القول المخبر عنه، ويعبر به فعلاً عن تحري الأخلاق المرضية، كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدِقِ وَصَدَقَ بِهِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ وَالذِي جَاءَ بِالصِّدِقِ وَصَدَقَ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالزمر: ٣٣] أي حقق ما أورده قولاً بما تحراه فعلاً. انتهى. وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر؛ لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد، لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فعلم أن ظاهره غير مراد، فكأنه قال: إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة. قال: ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به.

وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضًا بأجوبة أخرى: منها: أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبًا ثم مات على ذلك. ومنها: أن ذلك كان قبل نزول الفرائض. وفيه نظر؛ لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم، وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض، وكذا وردنحوه من حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن، وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة. ومنها: أنه خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية. ومنها: أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها. ومنها: أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين. ومنها: أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملته؛ لأن النار لا/ تأكل مواضع السجود من المسلم، كما ثبت في حديث الشفاعة أن حرمة جملته؛ وكذا لسانه الناطق بالتوحيد. والعلم عندالله تعالى.

قوله: (فيستبشرون) كذا لأبي ذر، أي: فهم يستبشرون، وللباقين بحذف النون، وهو أوجه لوقوع الفاء بعد النفي أو الاستفهام أو العرض وهي تنصب في كل ذلك.

قوله: (إذًا يتكلوا) تشديد المثناة المفتوحة وكسر الكاف، وهو جواب وجزاء؛ أي: إن أخبرتهم «يتكلوا»، وللأصيلي والكشميهني ينكلوا بإسكان النون وضم الكاف أن يمتنعوا من العمل اعتمادًا على ما يتبادر من ظاهره، وروى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة: «أن النبي على أذن لمعاذ في التبشير، فلقيه عمر فقال: لا تعجل. ثم دخل فقال: يانبي الله أنت أفضل رأيًا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها، قال: فرده»، وهذا معدود من موافقات عمر، وفيه جواز الاجتهاد بحضرته على واستدل بعض متكلمي الأشاعرة من قوله: «يتكلوا» على أن للعبد اختيارا كما سبق في علم الله (۱).

 <sup>(</sup>١) هذا الذي عده الشارح لبعض متكلمي الأشاعرة هو قول أهل السنة، وهو أن للعبد اختيارًا وفعلاً =

قوله: (عند موته) أي موت معاذ، وأغرب الكرماني (۱) فقال: يحتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله على قلت: ويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أخبرني من شهد معاذا حين حضرته الوفاة يقول؛ سمعت من رسول الله على حديثاً لم يمنعني أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا. . . فذكره .

قوله: (تأثمًا) هو بفتح الهمزة وتشديد المثلثة المضمومة، أي خشية الوقوع في الإثم، وقد تقدم توجيهه في حديث بدء الوحي (٢) في قوله: «يتحنث»، والمراد بالإثم الحاصل من كتمان العلم. ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم، وإلا لما كان يخبر به أصلاً، أو عرف أن النهي مقيد بالاتكال فأخبر به من لا يخشى عليه ذلك، وإذا زال القيد زال المقيد، والأول أوجه لكونه أخّر ذلك إلى وقت موته. وقال القاضي عياض (٣): لعل معادًا لم يفهم النهي، لكن كسر عزمه عما عرض له من تبشيرهم. قلت: والرواية الآتية صريحة في النهي، فالأولى ما تقدم.

وفي الحديث جواز الإرداف، وبيان تواضع النبي ﷺ، ومنزلة معاذبن جبل من العلم لأنه خصه بماذكر، وفيه جواز استفسار الطالب عما يترددفيه، واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده.

١٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: ذُكِرَلِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذِ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قَالَ: أَلا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «لا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَكِلُوا».

[الحديث: ١٢٩، طرفه في: ١٢٨]

قوله: (حدثنا مسدد حدثنا معتمر) كذا للجميع، وذكر الجياني (٤) أن عبدوسًا والقابسي روياه عن أبي زيد المروزي بإسقاط مسدد من السند، قال: وهو وهم ولا يتصل السند إلا بذكره. انتهى. ومعتمر هو ابن سليمان التيمي، والإسناد كله بصريون إلا معاذًا، وكذا الذي

ومشيئة، لكن ذلك إنما يقع بعد مشيئة الله، كما قال تعالى: ﴿ لِمَن شَلَة مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۚ قَ وَمَا تَشَا مُونَ إِلَآ أَن يَشْتَقِمَ أَن يَسْتَقِيمَ ۚ قَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَآ أَن يَشْتَقِمَ اللهُ رَبُّ ٱلْمَلْمِينَ ۚ قَ إِلَا اللهُ وَير : ٢٨، ٢٩]. فتنبه . [ابن باز]

<sup>(</sup>١) (٢/ ١٥٥) ونصه: إن احتمل.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥٤)، كتاب بدء الوحي، باب٣، ح٣.

<sup>(</sup>٣) الإكمال(١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) تقييدالمهمل (٢/ ٥٧٥)، وانظر: الاختلاف بين رواة البخاري (ص: ٢٥).

قبله إلا إسحاق فهو مروزي، وهو الإمام المعروف بابن راهويه.

قوله: (ذكر لي) هو بالضم على البناء لما لم يسم فاعله، ولم يسم أنس من ذكر له ذلك في جميع ما وقفت عليه من الطرق، وكذلك جابر بن عبدالله كما قدمناه من عند أحمد؛ لأن معاذًا إنما حدث به عند موته بالشام، وجابر وأنس إذ ذاك بالمدينة فلم يشهداه، وقد حضر ذلك من معاذ عمرو بن ميمون الأودي أحد المخضر مين كما سيأتي عند المصنف في الجهاد (١)، ويأتي الكلام على ما في سياقه من الزيادة ثَمَّ، ورواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن سمرة الصحابي المشهور/ أنه سمع ذلك من معاذ أيضًا، فيحتمل أن يفسر المبهم بأحدهما. والله أعلم.

(تنبيه): أورد المِزِّي في الأطراف (٢) هذا الحديث في مسند أنس، وهو من مراسيل أنس،

ثم تراجع الحافظ في (٢١/ ٦٦٨، كتاب الرقائق، باب ٣٧، ح • ٦٥٠) عن كون الذي حدّث أنسًا: عمرو بن ميمون فقال: وقد أشرت في شرحه في العلم إلى احتمال أن يكون أنس حمله عن: عمرو بن ميمون الأودي، عن معاذ، أو عن عبد الرحمن بن سمرة، عن معاذ، وهذا كله بناء على أنه حديث واحد.

وقد رجح لي أنهما حديثان، وإن اتحد مخرجهما عن قتادة، عن أنس، ومتنهما في كون معاذر دف النبي على المعادر في النبي الله الله المعادر في حق الله على العباد وحق العباد على الله، والماضي فيمن لقي الله لا يشرك به شيئًا، وكذا رواية أبي عثمان النهدي، وأبي رزين، وأبي العوام، كلهم عن معاذ عند أحمد، ورواية عمرو بن ميمون موافقة لرواية حديث الباب، ونحوها رواية عبدالرحمن بن سمرة، عن معاذ عند النسائي.

والرواية الأخرى موافقة لرواية هشام التي في العلم، وقد أشرت إلى شيّ من ذلك في باب اسم الفرس والحمار، من كتاب الجهاد، وقد جاء عن أنس، عن معاذ نحو حديث الباب، أخرجه أحمد من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس قال: «أتينا معاذًا فقلنا: حدثنا عن غرائب حديث رسول اله ﷺ، فذكر مثل حديث همام، عن قتادة».

(٢) (١/ ٣٣٣)، ح ٨٨٥. وقال الحافظ في النكت: هذا الحديث لم يسمعه أنس من النبي ولا من معاذ، وإنما سمعه ممن لم يسم، عن معاذ، ولفظه عند البخاري: عن أنس ذكر لي، وكذلك أخرجه النسائي في اليوم والليلة، من الوجه الذي أخرجه منه البخاري، فقال في روايته: عن أنس، ذكر لنا أن النبي ققال لمعاذ. وقد جرى المصنف على الظاهر، فذكره في مسند معاذ في ترجمة أنس عنه (ح ١١٢٨٥ تحفة) =

<sup>(</sup>۱) (٧/ ١٢٥)، كتاب الجهاد، باب٤٦، ح٢٨٥٦. اقتصر الحافظ هنا على قوله: «عن عمرو بن ميمون» هو الأودي، بفتح الهمزة، وسكون الواو، من كبار التابعين، وسيأتي أنه أدرك الجاهلية في أخبار الجاهلية.

وكان حقه أن يذكره في المبهمات. والله الموفق.

قوله: (من لقي الله) أي : من لقي الأجل الذي قدره الله، يعني الموت، كذا قاله جماعة، ويحتمل أن يكون المراد البعث أو رؤية الله تعالى في الآخرة.

قوله: (لا يشرك به) اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك، أو هو مثل قول القاتل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشرائط، فالمراد من مات حال كونه مؤمنًا بجميع ما يجب الإيمان به. وليس في قوله: «دخل الجنة» من الإشكال ما تقدم في السياق الماضي؛ لأنه أعم من أن يكون قبل التعذيب أو بعده.

قوله: (فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا) معنى التأثم التحرج من الوقوع في الإثم وهو كالتحنث، وإنما خشي معاذ من الإثم المرتب على كتمان العلم، وكأنه فهم من منع النبي وكانه يخبر بها أن يخبر بها إخبارًا عامًا لقوله: «أفلا أبشر الناس» فأخذ هو أولاً بعموم المنع فلم يخبر بها أحدًا، ثم ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عمومًا، فبادر قبل موته فأخبر بها خاصًا من الناس فجمع بين الحكمين. ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما أخبر هو بذلك، وأخذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم أنه لم يمنع من إخباره. وقد تُعُقِّبَ هذا الجواب بما أخرجه أحمد من وجه آخر فيه انقطاع عن معاذ أنه لما حضرته الوفاة قال: أدخلوا علي الناس. فأدخلوا عليه، فقال: سمعت رسول الله ويله يقول: «من مات لا يشرك بالله شيئًا جعله الله في الجنة» وما كنت أحدثكموه إلا عند الموت، وشاهدي على ذلك أبو الدرداء. فقال: صدق أخي، وما كان يحدثكم به إلا عند موته.

وقد وقع لأبي أيوب مثل ذلك، ففي المسند من طريق أبي ظبيان أن أبا أيوب غزا الروم فمرض، فلما حضر قال: سأحدثكم حديثاً سمعته من رسول الله على لولا حالي هذه ما حدثتكموه، سمعته يقول: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة». وإذا عورض هذا الجواب فأجيب عن أصل الإشكال بأن معاذًا اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم بدليل أن النبي على أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس، فلقيه عمر فدفعه وقال: ارجع يا أبا هريرة، ودخل على أثره، فقال: يا رسول الله لا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس، فخلهم يعملون.

<sup>=</sup> وكان ينبغي له أن يجمع بينه وبين رواية البخاري إما هنا وإما هناك؛ لأنه عندهما من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه والتحقيق أنه أنس، عن من لم يسم.

فقال: فخلهم. أخرجه مسلم. فكأن قوله على المعاذ: «أخاف أن يتكلوا» كان بعد قصة أبي هريرة، فكان النهي للمصلحة لا للتحريم، فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ. والله أعلم.

قوله: (لا) هي للنهي ليست داخلة على «أخاف»، بل المعنى لا تبشر، ثم استأنف فقال: «أخاف»، وفي رواية كريمة: «إني أخاف» بإثبات التعليل، وللحسن بن سفيان في مسنده عن عبيدالله بن معاذعن معتمر: «قال: لا، دعهم فليتنافسوا في الأعمال، فإني أخاف أن يتكلوا».

٠ ٥ ـ باب الْحَيَاءِ فِي الْعِلْم

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَخْيِ، وَلا مُسْتَكْبِرٌ. وَقَالَتْ عَاثِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

١٣٠ حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ: حَدَّثَ نَا هِ شَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : بَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا احْتَلَمَتْ أُمُّ سَلَمَةً - تَعْنِي وَجْهَهَا - وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: ٢٢٩ ﴿ فَا اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ:
 ﴿ وَمَا لَا يَعْ مِن لُكُ فَهِمَ يُشْبِهُ هَا وَلَدُهَا؟! ٠.

[الحديث: ١٣٠، أطرافه في: ٢٨٢، ٣٢٢٨، ٢٠٩١، ١٦٠٢]

قوله: (باب الحياء) أي حكم الحياء، وقد تقدم أن الحياء من الإيمان (١)، وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر، وهو محمود، وأما ما يقع سببًا لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة، وهو المراد بقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي. وهو بإسكان الحاء، و (الا) في كلامه نافية لا ناهية، ولهذا كانت ميم (يتعلم) مضمومة، وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من النقص في التعليم. وقول مجاهد هذا وصله أبو نعيم في الحلية (٢) من طريق علي ابن المديني عن ابن عيينة عن منصور عنه، وهو إسناد صحيح على شرط المصنف.

قوله: (وقالت عائشة) هذا التعليق وصله مسلم (٣) من طريق إبراهيم بن مهاجر عن صفية

<sup>(</sup>١) (١/ ١٤١)، كتاب الإيمان، باب١٦ ، ح٢٤.

<sup>(</sup>Y) (Y\VAY).

٣) (١/ ٧٠٢)، كتاب الحيض، باب١٣، ح١٣٠.

بنت شيبة عن عائشة في حديث أوله أن أسماء بنت يزيد الأنصاري سألت النبي على عن غسل المحيض.

قوله: (هشام) هو ابن عروة بن الزبير، وفي الإسناد من اللطائف رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثله اب عن مثله عن صحابية عن مثلها، وفيه رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها، وزينب هي بنت أبي سلمة بن عبد الأسدربيبة النبي على نسبت إلى أمها تشريفًا لكونها زوج النبي على أ

قوله: (جاءت أم سليم) هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك .

قوله: (إن الله لا يستحيي من الحق) أي لا يأمر بالحياء في الحق (١)، وقدمت أم سليم هذا الكلام بسطًا لعذرها في ذكر ما تستحيي النساء من ذكره بحضرة الرجال، ولهذا قالت لها عائشة كما ثبت في صحيح مسلم: فضحت النساء.

قوله: (إذا هي احتلمت) أي رأت في منامها أنها تجامع .

قوله: (إذا رأت الماء) يدل على تحقق وقوع ذلك، وجعل رؤية الماء شرطًا للغسل يدل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليها.

قوله: (فغطت أم سلمة) في مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة أيضًا، ويمكن الجمع بأنهما كانتا حاضرتين.

قوله: (تعني وجهها) هو بالمثناة من فوق، والقائل عروة، وفاعل (تعني) زينب، والضمير يعود على أم سلمة.

قوله: (وتحتلم) بحذف همزة الاستفهام، وللكشميهني «أوتحتلم» بإثباتها، قيل: فيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض، ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك، لكن المجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني من أصله ولهذا أنكر عليها.

قوله: (تربت يمينك) أي افتقرت وصارت على التراب، وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها.

قوله: (فبم) بموحدة مكسورة. وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الطهارة (٢) إن

<sup>(</sup>۱) قوله: «أي لا يأمر بالحياء في الحق»: ليس في هذا تفسير للاستحياء مضافًا إلى الله عز وجل، ولا تفسير لنفي الاستحياء؛ فليس فيه تعرض لإثبات الاستحياء أو نفيه عن الله عز وجل، بل هو بيان للمراد من سياق هذا الخبر في قوله: «لايستحيي من الحق»، وهو المعنى الذي قدمت به أم سليم لسؤ الها. وانظر: (١/ ٢٧٨)، هامش رقم (٢). [البراك]

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٥٨)، كتاب الغسل، باب ٢٢، - ٢٨٢.

شاء الله تعالى.

١٣١ حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدَّثُونِي مَا هِي؟ ا فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَاسْتَحْيَيْتُ . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿هِيَ النَّخْلَةُ » .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ۖ فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي، فَقَالَ: لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ ۖ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا .

[تقدم في : ٢١، الأطراف : ٢١، ٢٢، ٢٢، ١٣١، ١٣١، ٢٢٠٩، ١٩٤٤، ٨٤٤٥، ٢١٢٢، ١١٤٤]

### ١ ٥- باب مَن اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

١٣٢ - حَدَّثَ نَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ الْثَوْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ».

[الحديث: ١٣٢، طرفاه في: ١٧٨، ٢٦٩]

وأورد فيه حديث علي بن أبي طالب قال: «كنت رجلاً مذاءً» وهو بتثقيل الذال المعجمة والمد أي كثير المذي، وهو بإسكان المعجمة: الماء الذي يخرج من الرجل عند الملاعبة، وسيأتي الكلام عليه في الطهارة (٢) أيضًا. واستدل به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع، وهو خطأ، ففي النسائي أن السؤال وقع وعليّ حاضر.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۰۹)، کتاب العلم، باب، ح ۲۱.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٤٤)، كتاب الغسل، باب١٣ ، ح٢٦٩.

٢٥-باب ذِكْرِ الْعِلْم وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ

١٣٣ - حَدَّثَنِي قُتَنَبَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْجُلَيْفَةِ، وَيُهلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ» وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلُمَ ۗ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي .

[الحديث: ١٣٣، أطرافه في: ١٥٢٢، ١٥٢٥، ١٥٢٧، ١٥٢٨، ٢٣٣٤]

قوله: (باب ذكر العلم) أي: إلقاء العلم والفتيا في المسجد، وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف فيه لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات فنبه على الجواز.

قوله: (أن رجلاً قام في المستجد) لم أقف على اسم هذا الرجل، والمراد بالمسجد مسجد النبي على السفر منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة، و «قرن» بإسكان الراء وغلط من فتحها. وقول ابن عمر: «ويزعمون...»إلخ، يفسر بمن روى الحديث تامًا كابن عباس وغيره. وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق لأن ابن عمر سمع ذلك من رسول الله على لكنه لم يفهمه لقوله: «لم أفقه هذه» أي الجملة الأخيرة فصار يرويها عن غيره، وهو دال على شدة تحريه وورعه. وسيأتي الكلام على فوائده في الحج(١) إن شاء الله تعالى.

## / ٥٣- باب مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

١٣٤ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ إِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةُ وَلَا الْسِّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ».

[الحديث ١٣٤ أطرافه في: ٣٦٦، ١٥٤٢، ١٨٣٨، ١٨٤٢، ٥٧٩٤، ٥٨٠٥، ٥٨٠٥، ٥٨٠٥، [0007 . 00 \$

<sup>(</sup>١) (٤/ ٣٩٩/٤)، كتاب الحج في عدة مواضع منها باب٨، ح١٥٢٥.

قوله: (باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله) قال ابن المنير: موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم، بل إذا كان السبب خاصًا والجواب عامًا جاز، وحمل الحكم على عموم اللفظ لا على خصوص السبب لأنه جواب وزيادة فائدة. ويؤخذ منه أيضًا أن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال تعين عليه أن يفصل الجواب، ولهذا قال: «فإن لم يجدنعلين» فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاده حالة الاضطرار، وليست أجنبية عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك.

وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقًا للسؤال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن الجواب يكون مفيدًا للحكم المسئول عنه، قاله ابن دقيق العيد. وفي الحديث أيضًا العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلبًا للإيجاز؛ لأن السائل سئل عما يلبس فأجيب بما لا يلبس، إذ الأصل الإباحة، ولو عدد له ما يلبس لطال به، بل كان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بالمحرم، وأيضًا فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل له لبسه؛ لأنه لا يجب له لباس مخصوص بل عليه أن يجتنب شيئًا مخصوصًا.

قوله: (وابن أبي ذئب) هو بالضم عطفًا على قول آدم: «حدثنا ابن أبي ذئب» والمراد أن آدم سمعه من ابن أبي ذئب بإسنادين، وفي رواية غير أبي ذر «وعن الزهري» بالعطف على نافع ولم يعد ذكر ابن أبي ذئب.

قوله: (أن رجلاً) لم أقف على اسمه. وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الحج<sup>(١)</sup> أيضًا إنشاء الله تعالى.

#### خاتمة

اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديثين، منها في المتابعات بصيغة التعليق وغيرها ثمانية عشر، والتعاليق التي لم يوصلها في مكان آخر أربعة وهي: «كتب لأمير السرية»، و «رحل جابر إلى عبد الله بن أنيس»، و «قصة ضمام في رجوعه إلى قومه»، وحديث «إنما العلم بالتعلم»، وباقي ذلك وهو ثمانون حديثًا ـ كلها موصولة، فالمكرر منها ستة عشر حديثًا، وبغير تكرير أربعة وستون حديثًا، وقد وافقه مسلم على

<sup>(</sup>۱) (٤/١/٤)، كتاب الحج، باب ٢١، ح١٥٤٢.

تخريجها إلا ستة عشر حديثاً وهي الأربعة المعلقة المذكورة، وحديث أبي هريرة «إذا وسد الأمر إلى غير أهله»، وحديث ابن عباس «اللهم علمه الكتاب»، وحديثه في الذبح قبل الرمي، وحديث عقبة بن الحارث في شهادة المرضعة، وحديث أنس في إعادة الكلمة ثلاثا، وحديث أبي هريرة «أسعد الناس بالشفاعة»، وحديث الزبير «من كذب علي»، وحديث سلمة «من تقول علي»، وحديث علي في الصحيفة، وحديث أبي هريرة في كونه أكثر الصحابة حديثا، وحديث أم سلمة «ماذا أنزل الليلة من الفتن»، وحديث أبي هريرة «حفظت وعاءين»، والمراد بموافقة أم سلم/ موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابيه وإن وقعت بعض المخالفة في بعض السياقات.

وفيه من الآثار الموقوقة على الصحابة ومن بعدهم اثنان وعشرون أثرًا: أربعة منها موصولة، والبقية معلقة، قال ابن رشيد: ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملاً بالنصيحة، واعتمادًا على النية الصحيحة، وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه إلى أنه ربما صنع ذلك، فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق. رحمه الله تعالى.

# क्रीनिक र

#### ٤-كتاب الوضوء

#### ١- باب مَا جَاءَ فِي الْوُصُوءِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِ يَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنَ ﴾ [المائدة: ٦] قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَبَيِّنَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ، وَثَلاثًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاثٍ. وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الإِسْرَافَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ، وَثَلاثًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاثٍ. وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الإِسْرَافَ فيهِ، وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. باب ما جاء في قول الله عز وجل: (إذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ . . .) الآية، وفي رواية الأصيلي: «ما جاء في قول الله» دون ما قبله، ولكريمة «باب في الوضوء وقول الله عز وجل . . .» إلخ، والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته، و(الوضوء) بالضم هو الفعل، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور فيهما، وحكي في كل منهما الأمران، وهو مشتق من الوضاءة، وسمي بذلك لأن المصلى يتنظف به فيصير وضيئًا.

وأشار بقوله: «ما جاء» إلى اختلاف السلف في معنى الآية فقال الأكثرون: التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وقال آخرون: بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف، إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب، وفي حق غيره على الندب. وقال بعضهم: كان على الإيجاب ثم نسخ فصار مندوبًا. ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت أباه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري، أن رسول الله عليه : «أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث»، ولمسلم من حديث بريدة: «كان النبي عليه يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله، فقال: عمدًا فعلته» أي لبيان الجواز، وسيأتي حديث أنس في ذلك في باب

الوضوء (١) من غير حدث.

واختلف العلماء أيضًا في موجب الوضوء: فقيل: يجب بالحدث وجوبًا موسعًا، وقيل به وبالقيام إلى الصلاة معًا، ورجحه جماعة من الشافعية. وقيل: بالقيام إلى الصلاة حسب، ويدل له ما رواه أصحاب السنن من حديث إبن عباس عن النبي على قال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة». واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ ﴾ [المائدة: ٦] إيجاب النية في الوضوء؛ لأن التقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا لأجلها، ومثله قولهم: إذا رأيت الأمير فقم، أي لأجله.

وتمسك بهذه الآية من قال: إن/ الوضوء أول ما فرض بالمدينة ، فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غُسل الجنابة إنما فرض على النبي على وهو بمكة كما فرضت الصلاة ، وأنه لم يصل قط إلا بوضوء . قال: وهذا مما لا يجهله عالم . وقال الحاكم في المستدرك: وأهل السنة بهم حاجة إلى ذليل الردعلي من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة . ثم ساق حديث ابن عباس: «دخلت فاطمة على النبي على وهي تبكي ، فقالت : هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك . فقال: ائتوني بوضوء ، فتوضأ . . . » الحديث ، قلت: وهذا يصلح ردًا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة ، لا على من أنكر وجوبه حينئذ .

وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوبًا، وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة، ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة عنه أن جبريل عَلَّم النبي على الوضوء عند نزوله عليه بالوحي، وهو مرسل، ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضًا، لكن قال: عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه، وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه، لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند، وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولاً، ولو ثبت لكان على شرط الصحيح، لكن المعروف رواية ابن لهيعة.

قوله: (وبيَّن النبي ﷺ أن فرض الوضوء مرة مرة) كذا في روايتنا بالرفع على الخبرية، ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق، أي: فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلاً مرة مرة. أو على الحال السادَّة مسد الخبر، أي يفعل مرة، أو على لغة من ينصب الجزأين بأن. وأعاد لفظ (مرة) لإرادة التفصيل، أي: الوجه مرة واليدمرة. . . إلخ، والبيان المذكور يحتمل أن يشير به

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٥٣٦)، كتاب الوضوء، باب٥٣، ح٢١٢.

إلى ما رواه بعد من حديث ابن عباس: «أن النبي على توضأ مرة مرة»، وهو بيان بالفعل لمجمل الآية، إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد، فبين الشارع أن المرة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب. وستأتي الأحاديث على ذلك فيما بعد (١). وأما حديث أبي بن كعب أن النبي على دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» ففيه بيان الفعل والقول معًا، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه، وله طرق أخرى كلها ضعيفة.

قوله: (وتوضأ أيضًا مرتين مرتين) كذا في رواية أبي ذر، ولغيره «مرتين» بغير تكرار، وسيأتي هذا التعليق موصولاً في باب مفرد (٢) مع الكلام عليه.

قوله: (وثلاثًا) أي: وتوضّأ أيضًا ثلاثًا، زَاد الأصيلي (ثلاثًا) على نسق ما قبله، وسيأتي موصولاً أيضًا في باب مفرد (٣٠).

قوله: (ولم يسزد على ثلاث) أي لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه على أنه زاد على ثلاث، بل وردعنه على ذم من زاد عليها، وذلك فيما رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على توضأ ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: «من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» إسناده جيد، لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث، وأجيب بأنه أمر سيئ؛ والإساءة تتعلق بالنقص، والظلم بالزيادة. وقيل: فيه حذف تقديره من نقص من واحدة. ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعًا: «الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ»، وهو مرسل رجاله ثقات. وأجيب عن الحديث أيضًا بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه، بل أكثرهم مقتصر على قوله: «فمن زاد» فقط، كذا رواه ابن خزيمة في على ذكر النقص فيه، بل أكثرهم مقتصر على قوله: «فمن زاد» فقط، كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. ومن الغرائب/ ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرايني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث، وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور، وهو محجوج بالإجماع. وأما عوله المدائ في المدونة: لاأحب الواحدة إلامن العالم، فليس فيه إيجاب زيادة عليها. والله أعلم.

قوله: (وكره أهل العلم الإسراف فيه) يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة (٤) من طريق

<sup>(</sup>١) (١/ ٤٤٦، ٤٤٦)، كتاب الوضوء، باب ٢٢، ٢٣، ٢٤، ح١٥٧، ١٥٨، ١٥٩.

<sup>(</sup>۲) (۱/۲۶۱)، كتاب الوضوء، باب۲۲، ح۱۵۸.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٤٦)، كتاب الوضوء، باب ٢٤، ح١٥٩.

<sup>(</sup>٤) عقد له ابن أبي شيبة في مصنفه بابًا: (من كان يكره الإسراف في الوضوء) (١٠/ ٦٦) وأورد فيه ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين.

هلال بن يساف \_ أحد التابعين \_ قال: كان يقال: «من الوضوء إسراف ولو كنت على شاطئ نهر»، وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعود، وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد لين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص.

قوله: (وأن يجاوزوا...) إلخ، يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة (١) أيضًا عن ابن مسعود قال: ليس بعد الثلاث شيء. وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث. وقال ابن المبارك: لا آمن أن يأثم، وقال الشافعي: لا أحب أن يزيد المتوضى على ثلاث، فإن زاد لم أكرهه. أي: لم أُحَرِّمُهُ ؟ لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة، وهذا الأصح عند الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه. وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة، وهو قياس فاسد. ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق.

واختلف عند الشافعية في القيد الذي يمتنع منه حكم الزيادة على الثلاث، فالأصح إن صلى به فرضًا أو نفلاً، وقيل: الفرض فقط، وقيل: مثله حتى سجدة التلاوة والشكر ومس المصحف، وقيل: إذا وقع الفصل بزمن يحتمل في مثله نقض الوضوء عادة.

وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد؛ فإن اعتقد أن الزيادة على الثلاث سنة أخطأ ودخل في الوعيد، وإلا فلا يشترط للتحديد شيء بل لو زاد الرابعة وغيرها لا لوم، ولاسيما إذا قصد به القربة للحديث الوارد «الوضوء على الوضوء نور»، قلت: وهو حديث ضعيف، ولعل المصنف أشار إلى هذه الرواية. وسيأتي بسط ذلك في أول تفسير المائدة (٢) إن شاء الله تعالى. ويستثنى من ذلك ما لو علم أنه بقي من العضو شيء لم يصبه الماء في المرات أو بعضها فإنه يغسل موضعه فقط، وأما مع الشك الطارئ بعد الفراغ فلا، لئلا يؤول به الحال إلى الوسواس المذموم.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) المصنف (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ٧٩)، كتاب التفسير، باب٥.

# ٢ ـ باب لا تُقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

١٣٥ حدَّثَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَلَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُقْبَلُ صَلاهُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتُوَضَّاً» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

[الحديث: ١٣٥، طرفه في: ٦٩٥٤]

قوله: (باب لا تقبل صلاة بغير طهور) هو بضم الطاء المهملة، والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل، وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر، وأبو داود وغيره من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه.

قوله: (لا تقبل) كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسم فاعله، وأخرجه المصنف في ترك الحيل (١) عن إسحاق بن نصر، وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ: «لا يقبل الله» والمراد بالقبول/ هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، ولمّا كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا، وأما القبول المنفي في مثل قوله ﷺ: «من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة، فهو الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلى من جميع الدنيا. قاله ابن عمر. قال: لأن الله تعالى قال: ﴿ إِنَّمَا يَتَعَبَّلُ اللهُ عِنَ اللهُ عَالَى قال: ﴿ إِنَّمَا يَتَعَبَّلُ اللهُ عِنَ اللَّهُ عِنَ اللهُ اللهُ عَالَى قال: ﴿ إِنَّمَا يَتَعَبَّلُ اللهُ عِنَ اللَّهُ عِنَ اللهُ إِلَّا اللهُ تعالى قال: ﴿ إِنَّمَا اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ الله

قوله: (أحدث) أي وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غير هما، وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء -كمس الذكر ولمس المرأة والقيء ملء الفم والحجامة - فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (٢)، وقيل: إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك. وفيه بعد. واستدل بالحديث على بطلان

770

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۲۶۱)، کتاب الحیل، باب۲، ح ۲۹۵۶.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٨٠)، كتاب الوضوء، باب٣٤.

الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريًا أم اضطراريًا، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء، وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا.

قوله: (يتوضأ) أي بالماء أو ما يقوم مقامه، وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعًا «الصعيد الطيب وضوء المسلم» فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه، ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثًا فتوضأ أي مع باقي شروط الصلاة، والله أعلم.

#### ٣-باب فَضْل الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

١٣٦ حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَ نَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالِ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْ الْمُجْمِرِ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

قوله: (باب فضل الوضوء، والغر المحجلون) كذا في أكثر الروايات بالرفع، وهو على سبيل الحكاية لما ورد في بعض طرق الحديث «أنتم الغر المحجلون» وهو عند مسلم. أو الواو استئنافية و(الغر المحجلون) مبتدأ وخبره محذوف تقديره (لهم فضل). أو الخبر قوله: «من آثار الوضوء» وفي رواية المستملي «والغر المحجلين» بالعطف على الوضوء أي: وفضل الغر المحجلين، كما صرح به الأصيلي في روايته.

قوله: (عن خالد) هو ابن يزيد الاسكندراني أحد الفقهاء الثقات، وروايته عن سعيد بن أبي هلال من باب رواية الأقوان.

قوله: (عن نعيم المجمر) بضم الميم وإسكان الجيم، هو ابن عبد الله المدني، وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي و زعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز. وفيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيما كان يباشر ذلك، ورجال هذا الإسناد الستة نصفهم مصريون، وهم الليث وشيخه والراوي عنه، والنصف الآخر مدنيون.

قوله: (رقيت) بفتح الراء وكسر القاف أي صعدت.

قوله: (فتوضأ) كذا لجمهور الرواة، وللكشميهني (يومًا) بدل قوله: (فتوضأ) وهو

تصحيف، وقدرواه الإسماعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ «توضأ» وزاد الإسماعيلي فيه: «فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه، وغسل رجليه فرفع في ساقيه»، وكذا / لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه، ومن طريق عمارة بن غزية المسلم عن نعيم وزاد في هذه: أن أبا هريرة قال: «هكذا رأيت رسول الله على يتوضأ» فأفاد رفعه، وفيه رد على من زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة، بل من روايته ورأيه معًا.

قوله: (أمتي) أي أمة الإجابة وهم المسلمون، وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة وليست مرادة هنا.

قوله: (يدعون) بضم أوله، أي: ينادون أو يسمون.

قوله: (غرًا) بضم المعجمة وتشديد الراء جمع (أغر) أي: ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمرادبها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد على و (غرًا) منصوب على المفعولية لـ (يدعون) أو على الحال، أي أنهم إذا دعوا على رءوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة.

قوله: (محجلين) بالمهملة والجيم من التحجيل، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، وأصله من (الحجل) بكسر المهملة وهو الخلخال، والمرادبه هنا أيضًا النور. واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. وقيه نظر؛ لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، وفي قصة جريج الراهب أيضًا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام، فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا قال: «سيما ليست لأحدغيركم»، وله من حديث حذيفة نحوه، و«سيما» بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة أي: علامة، وقد اعترض بعضهم على الحليمي بحديث: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» وهو حديث ضعيف كما تقدم لا يصح الاحتجاج به لضعفه، ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة.

قوله: (من آثار الوضوء) بضم الواو، ويجوز فتحها على أنه الماء، قاله ابن دقيق العيد.

قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) أي فليطل الغرة والتحجيل، واقتصر على إحداهما لدلالتها على الأخرى نحو: ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ [النحل: ٨١] واقتصر على

ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر ؛ لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء ، وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان ، على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين ، ولفظه: «فليطل غرته وتحجيله» وقال ابن بطال (۱): كنى أبو هريرة بالغرة عن التحجيل ؛ لأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في فسله . وفيما قال ؛ نظر لأنه يستلزم قلب اللغة ، وما نفاه ممنوع ؛ لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاً ، ونقل الرافعي عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل . ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث ، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم وفي آخره: قال نعيم : لا أدري قوله : «من استطاع . . . » إلخ ، من قول النبي النبي أو من قول أبي هريرة ، ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه . والله أعلم .

واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل، فقيل: إلى المنكب والركبة، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيًا. وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة، وأبو عبيد بإسناد حسن، وقبل: المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق، وقبل: إلى فوق ذلك. وقال ابن بطال (٢٠) وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله على: «من زاد على هذا فقد أساء وظلم». وكلامهم معترض من وجوه، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال.

وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه - عن ابن عمر، وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. وأما/ تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى، كيف وقد صرح بر فعه إلى الشارع المسارع الوضوء؛ لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب، فكيف الظن بالواجب وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره؟! وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد، لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه . والله أعلم .

777

<sup>(1) (1/</sup> ۲۲۲).

<sup>(1/177).</sup> 

<sup>(</sup>٣) الأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل خاصة، وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلاً للمفروض من غسل اليدين والقدمين، كما صرّح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبي على في رواية مسلم، والله أعلم. [أبن بان]

### ٤ ـ باب لا يَتَوَصَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

١٣٧ حَدَّثَ نَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَ نَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَ نَا الرُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: «لا يَنْفَتِلْ - أَوْ لا يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

[الحديث: ١٣٧، طرفاه في: ١٧٧، ٢٠٥٦]

قوله: (باب) بالتنوين، (لا يتوضأ) بفتح أوله على البناء للفاعل.

قوله: (من الشك) أي بسبب الشك.

قوله: (حدثنا على) هو ابن عبدالله المديني، و(سفيان) هو ابن عيينة.

قوله: (وعن عباد) هو معطوف على قوله: (عن سعيد بن المسيب)، وسقطت الواو من رواية كريمة غلطًا؛ لأن سعيدًا لا رواية له عن عباد أصلاً، ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد، كأنه قال كلاهما عن عمه، أي عم الثاني وهو عباد، ويحتمل أن يكون محذوفًا ويكون من مراسيل ابن المسيب، وعلى الأول جرى صاحب الأطراف<sup>(۱)</sup>، ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات لكن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر.

قوله: (عن عمه) هو عبدالله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري، سماه مسلم وغيره في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة، واختلف هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه.

قوله: (أنه شكا) كذا في روايتنا (شكا) بألف ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي، وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت رسول الله عن عن الرجل. . . ووقع في بعض الروايات «شُكِيَ» بضم أوله على البناء للمفعول، وعلى هذا فالهاء في أنه ضمير الشأن، ووقع في مسلم «شُكِيَ» بالضم أيضًا كما ضبطه النووي (٢)، وقال: لم يسم الشاكي، قال: وجاء في رواية البخاري أنه الراوي. قال: وينبغي أن لا يتوهم من هذا أن «شكى» بالفتح أي في رواية مسلم، وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي.

تحفة الأشراف (٤/ ٣٣٦، ح٢٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (٤/ ٥٠).

قوله: (الرجل) بالضم على الحكاية ، وهو وما بعده في موضع النصب.

قوله: (يخيل) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة، وأصله من الخيال، والمعنى يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين.

قوله: (يجد الشيء) أي الحدث خارجًا منه، وصرح به الإسماعيلي ولفظه: «يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء» وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقدر بخاص اسمه إلا للضرورة.

قوله: (في الصلاة) تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم/ بمن كان داخل الصلاة، وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها، وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة، والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها، فلا معنى للتفريق بذلك؛ لأن هذا التخيل إن كان ناقضًا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض.

قوله: (لا ينفتل) بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أن (لا) نافية.

قوله: (أو لا ينصرف) هو شك من الراوي، وكأنه من علي؛ لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك.

قوله: (صوتًا)أي من مخرجه.

قوله: (أو يجد) «أو» للتنويع، وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل مالو لمس المحل ثم شم يده، ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض؛ لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه، ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين؛ لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى. قاله الخطابي (۱). وقال النووي (۱): هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء. وروي عن مالك النقض مطلقًا، وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها، وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري، والأول مشهور مذهب مالك. قاله القرطبي (۱). وهو رواية ابن القاسم عنه، وروى ابن نافع عنه: لا وضوء عليه مطلقًا كقول الجمهور، وروى ابن وهب

<sup>(</sup>١) الأعلام(١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (٤/٨٤).

<sup>(</sup>٣) المفهم (١/ ٦٠٨).

عنه: أحب إلى أن يتوضأ. ورواية التفصيل لم تثبت عنه وإنما هي لأصحابه.

وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس، وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة . وأجيب بما دل على التعميم ، وهو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه : "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا » وقوله : "فلا يخرجن من المسجد » أي من الصلاة ، وصرح بذلك أبو داود في روايته . وقال العراقي : ما ذهب إليه مالك راجح ؛ لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد ، وألغى الشك في السبب المبرئ ، وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض لها ، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل . وجوابه : أن ذلك من حيث النظر قوي ، لكنه مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق . وقال الخطابي : يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر ؛ لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم ، ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة ، بخلاف الأول فإنه متحقق .

#### ٥- باب التَّخْفِيفِ فِي الْوُصُوءِ

١٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ صَلَّى - وَرَبَّمَا قَالَ: اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى - ثُمَّ عَلْقِ وَمُوعَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، وَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فَتَوَضَّا مِنْ شَنِّ مُعَلَّتٍ وُضُوءًا خَفِيفًا - فَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فَتَوَضَّا مِنْ شَنِّ مُعَلَّتٍ وُضُوءًا خَفِيفًا - يُخَفِّفُهُ عَمْرٌ وَيُقَلِّلُهُ - وَقَامَ يُصَلِّي، فَتَوَضَّا أَنُ نَحْوا مِمَّا تَوَضَّا مَ ثُمَّ جِنْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ - وَرَبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ - فَحَوَّلِنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ اللَّهُ مُنْ مُنَافِي فَاغَمَ لَكُ مُنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ اللَّهُ مُنْ مُنَامِ عَنْ يَعَلِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَ اللَّهُ مُنْ وَلَمْ يَتَوَضَّا أَ، ثُمَّ إلْكُولُونَ اللَّهُ مُولُونَ مَنْ مَا اللَّهُ مُنْ مَا مَعَنْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا أَ. ثُمَّ الْمَعْرُو : إِنَّ نَاسَا يَقُولُونَ اللَّهُ مُنْ وَلَمْ يَتُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَمْ يَتُونُ اللَّهُ مُنْ مُ عَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَالْعَامُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالْعَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُ عَنْ مُ مَنْ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْتُ عُمُولُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُعَمِّ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُنَامِ اللَّهُ ال

قوله: (باب التخفيف في الوضوء) أي جواز التخفيف.

قوله: (سفيان) هو ابن عيينة، و(عمرو) هو ابن دينار المكي لا البصري، و(كريب)

بالتصغير من الأسماء المفردة في الصحيحين، والإسناد مكيون، سوى على وقد أقام بها مدة، وفيه رواية تابعي عن تابعي: عمرو عن كريب.

قوله، (وربما قال: اضطجع) أي كان سفيان يقول تارة (نام) وتارة (اضطجع)، وليسا مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه، لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر، بل كان إذا روى الحديث مطولاً قال: (اضطجع فنام) كما سيأتي (١)، وإذا اختصره قال: (نام) أي: مضطجعًا، أو (اضطجع) أي: نائمًا.

قوله: (ثم حَدثنا) يعني أن سفيان كان يحدثهم به مختصرًا ثم صار يحدثهم به مطولاً.

قوله: (ليلة فقام) كذا للأكثر، ولابن السكن «فنام» بالنون بدل القاف، وصوبها القاضي عياض لأجل قوله بعد ذلك: «فلما كان في بعض الليل قام» انتهى. ولا ينبغي الجزم بخطئها؛ لأن توجيهها ظاهر وهو أن الفاء في قوله: «فلما» تفصيلية، فالجملة الثانية وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل.

قوله: (فلما كان) أي رسول الله ﷺ (في بعض الليل) وللكشميهني «من» بدل في، فيحتمل أن تكون بمعناها ويحتمل أن تكون زائدة و (كان) تامة، أي: فلما حصل بعض الليل.

قوله: (شن) بفتح المعجمة وتشديد النون أي القِرْبة العَتِيقة.

قوله: (معلق) ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء، وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ (معلقة).

قوله: (يخففه عمرو ويقلله) أي يصفه بالتخفيف والتقليل، وقال ابن المنير: يخففه أي لا يكثر الدلك، ويقلله أي: لا يزيد على مرة مرة، قال: وفيه دليل على إيجاب الدلك؛ لأنه لو كان يمكن اختصاره لا ختصره، لكنه لم يختصره، انتهى. وهي دعوى مردودة، فإنه ليس في الخبر ما يقتضي الدلك، بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك.

قوله: (نحوًا مما توضأ) قال الكرماني (٢): لم يقل مثلاً لأن حقيقة مماثلته على الا يقدر عليها غيره. انتهى. وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب (٣) «فقمت فصنعت مثل ما صنع» ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة.

قوله: (فآذنه)بالمد، أي: أعلمه، وللمستملي «فناداه».

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۰۵)، كتاب الأذان، باب ۱۲۱، ح ۸۵۹.

<sup>(1) (1/1/1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٩٣)، كتاب الوضوء، باب٣٦، ح١٨٣.

قوله: (فصلى ولم يتوضأ) فيه دليل على أن النوم ليس حدثًا بل مظنة الحدث؛ لأنه الله كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك، ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم وربما لم يتوضأ، قال الخطابي: وإنما مُنِعَ قلبُه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه.

قوله: (قلنا) القائل سفيان، والحديث المذكور صحيح كما سيأتي من وجه آخر<sup>(۱)</sup>، و(عبيدبن عمير) من كبار التابعين، ولأبيه عمير بن قتادة صحبة .

وقوله: (رؤيا الأنبياء وحي) رواه مسلم مرفوعًا، وسيأتي في التوحيد (٢) من رواية شريك عن أنس، ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيًا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده، وأغرب الداودي الشارح فقال: قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب. وهذا إلزام منه للبخاري بأن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط، ولم يشترط ذلك أحد، وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلاً فممنوع. والله أعلم، وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر من كتاب الصلاة (٣) إن شاء الله تعالى.

#### ٦-باب إِسْبَاغ الْوُصُوءِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ الإِنْقَاءُ

١٣٩ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةً/ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ اللَّهِ عَنْ أُسَامَةً/ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ اللَّهِ عَنْ أَسَامَةً/ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ أَمَامَكَ، الصَّلاة عَالَ : «الصَّلاةُ أَمَامَكَ». فَبَالَ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

[الحديث: ١٣٩، أطرافه في: ١٨١، ١٦٦٧، ١٦٦٩، ١٦٦٧]

قوله: (باب إسباغ الوضوء) الإسباغ في اللغة الإتمام، ومنه: درع سابغ.

قوله: (وقال ابن عمر) هذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، وهو من تفسير الشيء بلازمه، إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة، وقد روى ابن المنذر بإسناد صحيح أن

<sup>(</sup>١) (٨/ ٢٢٣)، كتاب المناقب، باب٢٤، ح٣٥٦٩، ومابعده.

<sup>(</sup>٢) (١٧/ ٥٢٤)، كتاب التوحيد، باب٣٧، ح١٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٣٢٠)، كتاب الوتر، باب١، - ٩٩٢.

ابن عمر كان يغسل رجليه في الوضوع سبع مرات. وكأنه بالغ فيهما دون غيرهما لأنهما محل الأوساخ غالبًا لاعتيادهم المشي حفاة. والله أعلم.

قوله: (حدثنا عبد الله أبن مسلمة) هو القعنبي، والحديث في الموطأ، والإسناد كله مدنيون، وفيه رواية تابعي عن تابعي: موسى عن كريب.

و(أسامة بن زيد) أي ابن حارثة مولى رسول الله ﷺ، له ولأبيه وجده صحبة. وستأتي مناقبه (١) في مكانها إن شناء الله تعالى.

قوله: (دفع من عرفة) أي أفاض.

قوله: (بالشعب) بكسر الشين المعجمة هو الطريق في الجبل، واللام فيه للعهد.

قوله: (ولم يسبغ الوضوء) أي خففه، ويأتي فيه ما تقدم في توجيه الحديث الماضي (٢).

قوله: (فقلت: الصلاة) هو بالنصب على الإغراء، أو على الحذف، والتقدير: أتريد الصلاة؟ ويؤيده قوله في رواية تأتي: «فقلت: أتصلي يا رسول الله؟» ويجوز الرفع، والتقدير: حانت الصلاة.

قوله: (قال الصلاة) هو بالرفع على الابتداء، و(أمامك) بفتح الهمزة خبره، وفيه دليل على مشروعية الوضوء شيئًا، وأما من على مشروعية الوضوء شيئًا، وأما من زعم أن المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فباطل؛ لقوله في الرواية الأخرى «فجعلت أصب عليه وهو يتوضأ» ولقوله هنا: «ولم يسبغ الوضوء».

قوله: (نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء) فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يفصل بينهما بصلاة. قاله الخطابي (٣)، وفيه نظر ؛ لاحتمال أن يكون أحدث.

(فائدة): الماء الذي توضأ به على ليلتئذ كان من ماء زمزم، أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب، فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب. وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الحج (٤) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) (٨/ ٤٤٦)، كتاب فضائل الصحابة، باب١٨.

<sup>(</sup>٢) (١١٢/٤)، كتاب الحج، باب٩٣، - ١٦٦٩.

<sup>(</sup>٣) الأعلام(١/٥٣١\_٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) (١١١/٤)، كتاب الحج، باب٩٣، ح١٦٦٩.

### ٧-باب غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

18٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلالِ \_ يَعْنِي سُلَيْمَانَ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَوَضَّا فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةٌ مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةٌ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ النَّهُ مَنَى، ثُمَّ أَخَذَ / غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ النَّيْمُنَى، ثُمَّ أَخَذَ / غَرْفَةٌ مِنْ مَاءٍ فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ النَّيْسُرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةٌ مِنْ مَاءٍ فَرَشً عَلَى رَجْلِهِ الْكُمْنَى حَتَّى غَسَلَ بِهَا يَدَهُ النَّيْسُرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةٌ مِنْ مَاءٍ فَرَشً عَلَى رَجْلِهِ الْكُمْنَى حَتَّى غَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةٌ مِنْ مَاءٍ فَرَشً عَلَى رَجْلِهِ النَّهُ مَا أَخَذَ غَرْفَةً مُنْ مَاءٍ فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ أَخْرَى فَعَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ اللَّهُ عَنْ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِي الْيُسْرَى - ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِي يَتَوضَالً .

قوله: (باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة) مراده بهذا التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعًا، والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه على كان يغسل وجهه بيمينه، وجمع الحليمي بينهما بأن هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على يمينه، والآخر حيث كان يغترف، لكن سياق الحديث يأباه؛ لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل بهما.

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو أبو يحيى المعروف بصاعقة، وكان أحد الحفاظ، وهو من صغار شيوخ البخاري من حيث الإسناد، وشيخه منصور كان أحد الحفاظ أيضًا، وقد أدركه البخاري لكنه لم يلقه، وفي الإسنادرواية تابعي عن تابعي: زيد عن عطاء.

قوله: (أنه توضأ) زاد أبو داود في أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم: «أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله على يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء»، وللنسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد في أول الحديث: «توضأ رسول الله على فغرف غرفة».

قوله: (فغسل وجهه) الفاء تفصيلية؛ لأنها داخلة بين المجمل والمفصل.

قوله: (أخذ غرفة) وهو بيان الغسل وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكن المراد بالوجه أولاً ما هو أعم من المفروض والمسنون، بدليل أنه أعاد ذكره ثانيًا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة، وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وغسل الوجه باليدين جميعًا إذا كان بغرفة واحدة؛ لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه.

قوله: (أضافها)بيان لقوله: فجعل بها هكذا.

قوله: (فغسل بها) أي بالغرفة، وللأصيلي وكريمة: "فغسل بهما" أي باليدين.

قوله: (ثم مسح برأسه) لم يذكر لها غرفة مستقلة، فقد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل، لكن في رواية أبي داود: «ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح رأسه» زاد النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن زيد: «وأذنيه مرة واحدة»، ومن طريق ابن عجلان: «باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه»، وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه: «وأدخل إصبعيه فيهما».

قوله: (فرش) أي سكب الماء قليلاً قليلاً إلى أن صدق عليه مسمى الغسل.

قوله: (حتى غسلها) صريح في أنه لم يكتف بالرش، وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم «فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه: يد فوق القدم ويد تحت النعل»، فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو، وقد صح أنه على كان يتوضأ في النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر (١)، وأما قوله: «تحت النعل»: فإن لم يُحْمَلُ على التجوز عن القدم وإلا فهي رواية شاذة، وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف.

قوله: (فغسل بها رجله يعني اليسرى) قائل: «يعني» هو زيدبن أسلم أو من دونه، واستدل ابن بطال (٢) بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور؛ لأن العضو إذا غسل مرة واحدة، فإن الماء الذي يبقى في اليد منها يلاقي ماء العضو الذي يليه، وأيضًا فالغرفة تلاقي أول جزء من أجزاء كل عضو فيصير مستعملاً بالنسبة إليه، وأجيب بأن الماء ما دام متصلاً باليد مثلاً لا يسمى مستعملاً حتى ينفصل، وفي الجواب بحث.

(تنبیه): ذكر ابن التین أنه رواه بلفظ: «فعلّ بها رجله» بالعین المهملة واللام المشددة قال: فلعله جعل الرجلین بمنزلة العضو الواحد فعد الغسلة الثانیة تكریرًا؛ لأن العلّ هو الشرب الثاني. انتهى. وهو تكلف ظاهر، والحق أنها تصحیف.

<sup>(</sup>١) (١/ ٤٦٠)، كتاب الوضوء، باب ٣٠، -١٦٦.

<sup>(1) (1/177).</sup> 

Y 5 Y

# / ٨-باب التَّسْمِيةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ

١٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِإِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بِيَنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ ».

[الحديث: ١٤١، أطرافه في: ٣٢٧١، ٣٢٨٣، ٥١٦٥، ٦٣٨٨، ٢٣٩٦]

قوله: (باب التسمية على كل حال وعند الوقاع) أي الجماع، وعطفه عليه من عطف المخاص على العام للاهتمام به، وليس العموم ظاهرًا من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى؛ لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى، وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع، لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب؛ لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى (۱)، ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود: «وكان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبًا».

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد، و(منصور) هو ابن المعتمر من صغار التابعين، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين.

قوله: (فقضي بينهم) كذا للمستملي والحموي، وللباقين: «بينهما» وهو أصوب، ويحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان، وسيأتي مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح (٢) إن شاء الله تعالى، وأفاد الكرماني (٢) أنه رأى في نسخة قرئت على الفربري قيل لأبي عبد الله يعني المصنف: من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية ؟ قال: نعم.

#### ٩\_باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلاء

١٤٢ - حَدَّثَ نَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

<sup>(</sup>١) (١/ ٤٢٢)، كتاب الوضوء، باب ٩، - ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) (۱۱/ ۱۵ه)، کتاب النکاح، باب۲۲، ح۱۹۵.

<sup>.(1/4/1) (</sup>٣)

تَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ: ﴿إِذَا أَتَى الْخَلاءَ》. وَقَالَ مُوسَى عَنْ حَمَّادِ: «إِذَا دَخَلَ». وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ».

[الحديث: ١٤٢، طرفه في: ٦٣٢٢]

قوله: (باب ما يقول عند الخلاء) أي عند إرادة الدخول في الخِلاء إن كِان معِدًا لذلك وإلا فلا تقدير .

(تنبيه): أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة ؛ لأنه شرع في أبواب الوضوء فذكر منها فرضه، وشرطه، وفضيلته، وجواز تخفيفه، واستحباب إسباغه، ثم غسل الوجه، ثم التسمية ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه؛ لأن محلها مقارنة أول جزء منه، فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء، لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء، واستمر في ذكر ما يتعلق بالاستنجاء، ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة، وقد خفي وجه المناسبة على الكرماني (١٠) فاستروح قائلًا: ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعده، ثم توسيط أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء؟ وأجاب بقوله: قلت: البخاري لا يراعي حسن \_\_\_\_ الترتيب، وجملة قصده إنماهو/ في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لاغير . انتهى .

وقد أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير فقال لما ناقش البخاري في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما معناه: لو ترك البخاري هذا لكان أولى ؛ لأنه ليس من موضوع كتابه. وكذلك قال في مواضع أخر إذا لم يظهر له توجيه ما يقوله البخاري، مع أن البخاري في جميع ما يورده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم، وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيدة وأمثالهما، وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما. والعجب من دعوى الكرماني(٢) أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب، مع أنه لا يُعْرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره، حتى قال جمع من الأئمة: فقه البخاري في تراجمه. وقد أبديت في هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه في ذلك ما لاخفاء به.

وقد أمعنت النظر في هذا الموضع؛ فوجدته في بادئ الرأي يظن الناظر فيه أنه لم يعتن بترتيبه كما قال الكرماني، لكنه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتناءً تامًا كما سأذكره هناك، وقد

<sup>(1/21)</sup>.

<sup>(</sup>Y) (Y)

يتلمح أنه ذكر أو لا فرض الوضوء كما ذكرت، وأنه شرط لصحة الصلاة، ثم فضله وأنه لا يجب إلا مع التيقن، وأن الزيادة فيه على إيصال الماء إلى العضو ليس بشرط، وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل، ومن ذلك الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة، وأن التسمية مع أوله مشروعة كما يشرع الذكر عند دخول الخلاء، فاستطرد من هنا لآداب الاستنجاء وشرائطه، ثم رجع لبيان أن واجب الوضوء المرة الواحدة وأن الثنتين والثلاث سنة، ثم ذكر سنة الاستنثار إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر، وورد الأمر بالاستجمار وترًا في حديث الاستنثار فترجم به لأنه من جملة التنظيف.

ثم رجع إلى حكم التخفيف فترجم بغسل القدمين لا بمسح الخفين إشارة إلى أن التخفيف لا يكفي فيه المسح دون مسمى الغسل، ثم رجع إلى المضمضة لأنها أخت الاستنشاق، ثم استدرك بغسل العقبين لئلا يظن أنهما لا يدخلان في مسمى القدم، وذكر غسل الرجلين في النعلين ردًا على من قصر في سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين على ما سأبينه، ثم ذكر فضل الابتداء باليمين، ومتى يجب طلب الماء للوضوء، ثم ذكر حكم الماء الذي يستعمل وما يوجب الوضوء، ثم ذكر الاستعانة في الوضوء، ثم ما يمتنع على من كان على غير وضوء، واستمر على ذلك إذا ذكر شيئًا من أعضاء الوضوء استطر دمنه إلى ما له به تعلق لمن يمعن التأمل، إلى أن أكمل كتاب الوضوء على ذلك، وسلك في ترتيب الصلاة أسهل من هذا المسلك فأورد أبوابها ظاهرة التناسب في الترتيب، فكأنه تفنن في ذلك. والله أعلم.

قوله: (الخبث) بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية، وقال الخطابي (1): إنه لا يجوز غيره، وتُعُقِّبَ بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مماجاء على هذا الوجه ككتب وكتب، قال النووي (٢): وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم أبو عبيدة (٣)، إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر، و (الخبث) جمع خبيث و (الخبائث) جمع خبيثة، يريد ذُكْرَانَ الشياطين و إناثهم قاله الخطابي (٤) وابن حبان وغيرهما، ووقع في نسخة ابن عساكر: قال أبو عبد الله \_ يعني البخاري \_ ويقال الخبث أي بإسكان الموحدة، فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيهه، وإن كان بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابي:

<sup>(</sup>١) الأعلام(١/٢٣٧).

<sup>(</sup>۲) المنهاج (۲/۷۰).

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث (٢/ ١٩٢)، والغريبين (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) الأعلام(١/ ٢٣٧).

المكروه، قال: فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار.

وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب، ولهذا وقع في رواية الترمذي وغيره «أعوذ بالله من الخبث والخبيث» أو «الخبث والخبائث» - هكذا على الشك، الأول بالإسكان مع/ الإفراد، والثاني بالتحريك مع الجمع، أي من الشيء المكروه ومن الشيء المذموم، أو من ذُكْرَانَ الشياطين وإناثهم. وكان على يستعيذ إظهارًا للعبودية، ويجهر بها للتعليم. وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية.

قوله: (تابعه ابن عرعرة) اسمه محمد، وحديثه عند المصنف في الدعوات (١).

قوله، (وقال غندر) هذا التعليق<sup>(٢)</sup> وصله البزار في مسنده عن محمد بن بشار بندار عن غندر بلفظ إذا دخل.

قوله: (وقال موسى) هو ابن إسماعيل التبوذكي.

قوله: (عن حماد) هو ابن سلمة يعني عن عبد العزيز بن صهيب، وطريق موسى هذه وصلها البيهقي باللفظ المذكور.

قوله: (وقال سعيد بن زيد) هو أخو حماد بن زيد، وروايته هذه وصلها المؤلف في الأدب المفرد (٣) قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: حدثني أس قال: «كان النبي الهازة أراد أن يدخل الخلاء قال: . . . \* فذكر مثل حديث الباب، وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: «إذا دخل الخلاء» أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده . والله أعلم . وهذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول، ولهذا قال ابن بطال (٤)، رواية «إذا أتى» أعم لشمولها . انتهى . والكلام هنا في مقامين : أحدهما : هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن ، أو

<sup>(</sup>۱) (۱۶/ ۳۳۱)، كتاب الدعوات، باب ۱۵، ح ۲۳۲۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: تغليق التعليق (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>۳) (ص: ۲۳۳، ۱۹۹۳).

<sup>(3) (1/377).</sup> 

يشمل حتى لو بال في إناء مثلاً في جانب البيت؟ الأصح الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة. المقام الثاني: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يُفَصَّل: أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلاً وهذا مذهب الجمهور، وقالوا فيمن نسي: يستعيذ بقلبه لا بلسانه. ومن يجيز مطلقًا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل.

(تنبيه): سعيد بن زيد الذي أتى بالرواية المبينة صدوق تكلم بعضهم في حفظه، وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلق، لكن لم ينفرد بهذا اللفظ، فقد رواه مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز مثله، وأخرجه البيهقي من طريقه وهو على شرط البخاري.

# ١٠-باب وَضْع الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلاءِ

18٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ: "مَنْ وَضَعَ هَذَا؟) فَأَخْبِرَ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ فَقُهُ فِي الدِّينِ".

[تقدم في: ٧٥، الأطراف: في ٧٥، ٥٧٥٦، ٧٢٧٠]

قوله: (باب وضع الماء عند الخلاء) هو بالمد، وحقيقته المكان الخالي، واستعمل في المكان المعدلقضاء الحاجة مجازاً.

قوله: (ورقاء) هو ابن عمر.

قوله: (عن عبيدالله) بالتصغير (ابن أبي يزيد) مكي ثقة لا يعرف اسم أبيه، ووقع في رواية الكشميهني ابن أبي زائدة وهو غلط.

قوله: (فوضعت له وضوءًا) بفتح الواو أي ماء ليتوضأ به، وقيل يحتمل أن يكون ناوله إياه ليستنجى به، وفيه نظر.

قوله: (فأخبر) تقدم في كتاب العلم (١) أن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هي المخبرة بذلك، قال التيمي: فيه استحباب المكافأة بالدعاء، وقال ابن المنير: مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور: إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء، أو يضعه على / الباب ليتناوله من قرب، أو لا يفعل شيئًا، فرأي الثاني أوفق؛ لأن في الأول تعرضًا ٢٤٥

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۹۹)، كتاب العلم، باب۱۷، ح۷۰.

للاطلاع، والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء، والثاني أسهلها، ففعله يدل على ذكائه، فناسب أن يدعي له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع، وكذاكان، وقد تقدمت باقى مباحثه في كتاب العلم (١١).

# ١١ - باب لا تُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْبَوْلٍ إِلاَ عِنْدَ الْبِناءِ ؛ جِدَارٍ أَوْنَحْوِه

١٤٤ - حَدَّثَ مَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَ مَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ قَالَ: حَدَّثَ مَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءً بْنِ يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَاثِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يُولِلهَ اللَّهِ الْقِبْلَةَ وَلا يُولِلهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

[الحديث: ١٤٤، طرفه في: ٣٩٤]

قوله: (باب لا تستقبل القبلة) في روايتنا بضم المثناة على البناء للمفعول وبرفع القبلة، وفي غيرها بفتح الياء التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة، ولام تستقبل مضمومة على أن لانافية، ويجوز كسرها على أنها ناهية.

قوله: (إلا عند البناء جدار أو نحوه) وللكشميهني «أو غيره» أي كالأحجار الكبار والسواري والخشب وغيرها من السواتر، قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور، وأجيب بثلاثة أجوبة: أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط؛ لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازًا فيختص النهي به، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا الجواب للإسماعيلي وهو أقواها.

ثانيها: أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفًا قاله ابن المنير، ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن يصلى فيها فلا يكون فيها قبلة بحال، وتعقب بأنه يلزم منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة، وهو باطل.

ثالثها: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده؛ لأن حديث النبي على كله كأنه شيء واحد قاله ابن بطال (٢) وارتضاه ابن التين وغيره، لكن مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التراجم معنى، فإن قيل لم حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۹۹)، كتاب آلعلم، باب۱۷، - ۷٥.

<sup>(1) (1/177).</sup> 

ذلك ليتناول الفضاء والبنيان، لاسيما والصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما؛ لأنه قال كماسيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة (1) : فقد منا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر، فالجواب أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد، وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص، ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك، ولفظه عند أحمد «كان رسول الله على ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة».

والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافًا لمن زعمه ، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه ، لأن ذلك هو المعهود من حاله ولله المبالغته في التستر ، ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما سيأتي (٢) فكذا رواية جابر ، ودعوى خصوصية ذلك بالنبي ولله لا دليل عليها إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال ، ودل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية ، وحديث جابر على جواز استقبالها ، ولولا ذلك لكان / حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط ، ولا يقال يلحق به الاستقبال قياسًا ، لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه ، وقد تمسك به قوم فقالو ابجواز الاستدبار دون الاستقبال حكي عن أبى حنيفة وأحمد بالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا .

قال الجمهور: وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفًا، وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة، بخلاف الصحراء فيهما، وقال قوم بالتحريم مطلقًا، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد، وقال به أبو ثور صاحب الشافعي، ورجحه من المالكية ابن العربي، ومن الظاهرية ابن حزم، وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة، ولم يصححه حديث جابر الذي أشرنا إليه، وقال قوم بالجواز مطلقًا، وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود، واعتلوا بأن الأحاديث تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة، فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء، ولم يحك النووي في شرح المهذب غيرها.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۱۵)، كتاب الصلاة، باب۲۹، ح ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٢٧)، كتاب الوضوء، باب١٢، ح١٤٥.

وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى: منها: جواز الاستدبار في البنيان فقط تمسكا بظاهر حديث ابن عمر، وهو قول أبي يوسف، ومنها: التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس، وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين عملاً بحديث معقل الأسدي «نهى رسول الله على أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط» رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه راويًا مجهول الحال، وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها، لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة استدبار الكعبة لااستقبال بيت المقدس.

وقد ادعى الخطابي (١) الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة، وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين، وقد قال به بعض الشافعية أيضًا حكاه ابن أبي الدم، ومنها: أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها، فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا لعموم قوله: (شرقوا أو غربوا) قاله أبو عوانة صاحب المزني، وعكسه البخاري فاستدل به على أنه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة كما سيأتي في باب قبلة أهل المدينة من كتاب الصلاة (١) إن شاء الله تعالى.

قوله: (فلا يستقبل) بكسر اللام لأن «لا» ناهية واللام في القبلة للعهد أي للكعبة.

قوله: (ولا يولها ظهره)، ولمسلم «ولا يستدبرها»، وزاد «ببول أو بغائط»، والغائط الثاني غير الأول، أطلق على الخارج من الدبر مجازا من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية لذكره بصريح اسمه، وحصل من ذلك جناس تام، والظاهر من قوله «ببول» اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة، ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة، ويؤيده قوله في حديث جابر «إذا هرقنا الماء»، وقيل مثار النهى كشف العورة.

وعلى هذا فيطرد في كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلاً، وقد نقله ابن شاش المالكي قولاً في مذهبهم، وكأن قائله تمسك برواية في الموطأ «لا تستقبلوا القبلة بفروجكم» ولكنها محمولة على المعنى الأول أي حال قضاء الحاجة جمعًا بين الروايتين. والله أعلم. وسيأتي الكلام على قول أبي أيوب: «فننحرف ونستغفر» حيث أورده المصنف في أوائل الصلاة (٣) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) معالم السنن.

<sup>(</sup>٢) (١١٥/٢)، كتاب الصلاة، باب٢١، ح٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١١٥)، كتاب الصلاة، باب ٢٩، ح ٣٩٤.

# ١٢ أ ـ باب مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنتَيْنِ

١٤٥ حَدَّنَ نَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى ابْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا لَلْهِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا لَلَّهُ عَلَى حَاجَتِكَ فَلا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ: لَقَدْ ارْتَقَيْتُ
 يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَ يْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.
 وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ. فَقُلْتُ: لا أَذْرِي وَاللَّهِ.

قَالَ مَالِكُ : يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلا يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لاصِقٌ بِالأَرْضِ.

قوله: (باب من تبرز) بوزن تفعّل من البراز بفتح الموحدة وهو الفضاء الواسع، كتُوا به عن الخارج من الدبر كما تقدم في الغائط.

قوله: (على لبنتين) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون: تثنية لبنة وهي ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق.

قوله: (يحيى بن سعيد) هو الأنصاري المدني التابعي، وكذا شيخه وشيخ شيخه في الأوصاف الثلاثة، ولكن قيل إنَّ لواسع رؤية فذُكر لذلك في الصحابة، وأبوه حبان هو ابن منقذ ابن عمرو له ولأبيه صحبة، وقد تقدم في المقدمة أنه بفتح المهملة وبالموحدة.

قوله: (أنه كان يقول) أي ابن عمر كما صرح به مسلم في روايته، وسيأتي لفظه قريبًا، فأما من زعم أن الضمير يعود على واسع، فهو وهم منه وليس قوله «فقال ابن عمر» جوابًا لواسع، بل الفاء في قوله: «فقال» سببية، لأن ابن عمر أورد القول الأول منكرًا له، ثم بين سبب إنكاره بما رواه عن النبي على وكان يمكنه أن يقول: «فلقد رأيت. . . » إلخ، ولكن الراوي عنه وهو واسع أراد التأكيد بإعادة قوله: «قال عبد الله بن عمر».

قوله: (أن ناسًا) يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم النهي كما سبق، وهو مروي عن أبي أيوب وأبي هريرة ومعقل الأسدي وغيرهم.

قوله: (إذا قعدت) ذكر القعود لكونه الغالب وإلا فحال القيام كذلك.

قوله: (على حاجتك) كنَّى بهذا عن التبرز ونحوه.

قوله: (لقد) اللام جواب قسم محذوف.

قوله: (على ظهر بيت لنا) وفي رواية يزيد الآتية (على ظهر بيتنا) وفي رواية عبيد الله بن

عمر الآتية (١) «على ظهر بيت حفصة» أي أخته كما صرح به في رواية مسلم، ولابن خزيمة «دخلت على حفصة بنت عمر قصعدت ظهر البيت»، وطريق الجمع أن يقال: إضافته البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته فله منه سبب، وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها النبي على واستمر في يدها إلى أن ماتت فورث عنها، وسيأتي انتزاع المصنف ذلك من هذا الحديث في كتاب الخمس (٢) إن شاء الله تعالى، وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب.

قوله: (على لبنتين) ولابن خزيمة «فأشرفت على رسول الله وهو على خلائه»، وفي رواية له: «فرأيته يقضي حاجته محجوبًا عليه بلبن»، وللحكيم الترمذي بسند صحيح «فرأيته في كنيف» وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية ثم فاء، وانتفى بهذا إيراد من قال ممن يرى الجواز مطلقًا: يحتمل أن يكون رآه في الفضاء، وكونه رآه على لبنتين لا يدل على البناء لاحتمال أن يكون جلس عليهما لير تفع بهما عن الأرض، ويرد هذا الاحتمال أيضًا أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء إلا بساتر كما رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به، ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة له كما في الرواية الآتية فحانت منه التفاتة كما في رواية للبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر، نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة فحفظ هذا الحكم الشرعي، وكأنه إنما/ رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور، ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي وكذا كان رضى الله عنه.

**7 & A** 

قوله: (قال) أي ابن عمر (لعلك)، الخطاب لواسع، وغلط من زعم أنه مرفوع، وقد فسر مالك المراد بقوله: «يصلون على أوراكهم» أي من يلصق بطنه بوركيه إذا سجد، وهو خلاف هيئة السجود المشروعة وهي التجافي والتجنح \_كما سيأتي بيانه في موضعه (٣)\_، وفي النهاية: وفسر بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمدًا على وركيه. وقد استشكلت مناسبة ذكر

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٣٢)، كتاب الطهارة، باب١٢، ح١٤٨.

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٣٦٥)، كتاب فرض الخمس، باب٤، ح٣١٠٢.

<sup>(</sup>٣) (٢٤/٣)، كتاب الأذان، باب١٣٠، ح١٨٠٧.

ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة فقيل: يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة، إذ لو كان عارفًا بها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره، أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس، وإنما كنى عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه؛ لأن من يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلاً بالسنة، وهذا الجواب للكرماني (١)، ولا يخفى ما فيه من التكلف، وليس في السياق أن واسعًا سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى عدم معرفتها، ثم الحصر الأخير مردود، لأنه قد يسجد على وركيه من يكون عارفًا بسنن الخلاء، والذي يظهر في المناسبة ما دل عليه سياق مسلم، ففي أوله عنده عن واسع قال: «كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول الناس. . . » فذكر الحديث.

فكأن ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئًا لم يتحققه فسأله عنه بالعبارة المذكورة، وكأنه بدأ بالقصة الأولى؛ لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده فقدمها على ذلك الأمر المظنون، ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل فأحب أن يُعَرف الحكم لهذا التابعي لينقله عنه، على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما وأن لإحداهما بالأخرى تعلقًا بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة كما قدمنا في الكلام على مثار النهي.

وأحوال الصلاة أربعة: قيام وركوع وسجود وقعود، وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن إلا إذا جافى في السجود فرأى أن في الإلصاق ضمًا للفرج ففعله ابتداعًا وتنطعًا، والسنة بخلاف ذلك، والتستر بالثياب كاف في ذلك، كما أن الجدار كاف في كونه حائلاً بين العورة والقبلة إن قلنا إن مثار النهي الاستقبال بالعورة، فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول أشار له إلى الحكم الثاني منبهًا له على ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رآه صلاها، وأما قول واسع «لا أدري» فدال على أنه لا شعور عنده بشيء مما ظنه به، ولهذا لم يغلظ ابن عمر له في الزجر. والله أعلم.

# ١٣ ـ باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ

١٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ ـ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ ـ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: احْجُبْ نِسَاءَكَ. فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ. فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ

<sup>(1) (1/• ).</sup> 

زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلا قَدْ عَرَفُنَاكِ يَاسَوْدَةً. حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ.

[الحديث: ١٤٦، أطرافه في: ١٤٧، ٥٧٩٥، ٥٢٣٥، ٦٢٤٦]

لم الموحدة ثم راء المحدد الألف زاي، قال الخطابي البراز) أي الفضاء كما تقدم، وهو بفتح الموحدة ثم راء وبعد الألف زاي، قال الخطابي (۱): أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله، وهو غلط لأن البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب، قلت: بل هو موجه لأنه يطلق بالكسر على نفس الخارج، قال الجوهري: البراز المبارزة في الحرب، والبراز أيضًا كناية عن ثُقُل الغذاء وهو الغائط، والبراز بالفتح الفضاء الواسع. انتهى. فعلى هذا من فتح أراد الفضاء، فإن أطلقه على الخارج فهو من بالفتح المحل على الحال كما تقدم مثله في الغائط، ومن كسر أراد نفس الخارج.

قوله: (حدثنا يحيى بن بكير) تقدم هذا الإسناد برمته في بدء الوحي (٢) ، وفيه تابعيان عروة وابن شهاب، وقرينان الليث وعقيل.

قوله: (المناصع) بالنون وكسر الصاد المهملة بعدها عين مهملة جمع منصع بوزن مقعد وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع، قال الداودي: سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيها أي يخلص، والظاهر أن التفسير مقول عائشة، والأفيح بالحاء المهملة المتسع.

قوله: (احجب) أي امنعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما قال كما سيأتي قريبًا، ويحتمل أن يكون أراد أولاً الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضًا أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر فلم يجب لأجل الضرورة، وهذا أظهر الاحتمالين، وقد كان عمر يعد نزول آية الحجاب من موافقاته كما سيأتي في تفسير سورة الأحزاب (٣)، وعلى هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة حالات: أولها بالظلمة لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار كما قالت عائشة في هذا الحديث «كن يخرجن بالليل». وسيأتي في حديث عائشة في قصة الإفك (٤): في هذا الحديث معي أم مسطح قبل المناصع، وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل».

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١/ ٩، باب التخلي عند قضاء الحاجة).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥٤)، كتاب بدء الوحي، باب١، ح٣.

<sup>(</sup>٣) (١٠/١٠٠)، كتاب التفسير (الأحزاب، باب، م ٤٧٩١.

<sup>(</sup>٤) (۱۰/ ۲۸٦)، كتاب التفسير، باب٢، ح٠٥٧٥.

انتهى. ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب، لكن كانت أشخاصهن ربما تتميز، ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثانية بعد نزول الحجاب: أما والله ما تخفين علينا، ثم اتخذت الكنف في البيوت فتسترن بها كما في حديث عائشة في قصة الإفك أيضًا فإن فيها: «وذلك قبل أن تتخذ الكنف»، وكان قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب<sup>(۱)</sup> كما سيأتي شرحه في موضعه (۲) إن شاء الله تعالى.

قوله: (فأنزل الله الحجاب) وللمستملي: "آية الحجاب" زاد أبو عوانة في صحيحه من طريق الزبيدي عن ابن شهاب "فأنزل الله الحجاب ﴿ يَتَأَيّّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النّبِي الآية [الأحزاب: ٥٣]»، وسيأتي في تفسير الأحزاب (٢٣) أن سبب نزولها قصة زينب بنت جحش لما أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة في البيت واستحيا النبي على أن يأمرهم بالخروج فنزلت آية الحجاب، وسيأتي أيضًا حديث عمر (٤): "قلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب»، وروى ابن جرير في تفسيره من طريق مجاهد قال: بينا النبي على يأكل ومعه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم إذ أصابت يد رجل منهم يدها، فكره النبي على ذلك فنزلت آية الحجاب، وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت، وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية، والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى: ﴿ يُدِنِينَ عَلَيْمِنَ مِن جَلَيْمِيهِنَ ﴾

[الأحزاب: ٥٩].

١٤٧ - حَدَّثَ نَا زَكَرِيًّاءُ قَالَ: حَدَّثَ نَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «قَدْ أَذِنَ أَنْ تَحْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ» قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي الْبَرَازَ.

[تقدم في: ١٤٦، الأطراف: ١٤٦، ٥٧٩٥، ٥٢٣٧، ٦٢٤٠]

<sup>(</sup>۱) تراجع الحافظ عن هذا عند شرحه لحديث الإفك (۲۰ / ۴۰۳، كتاب التفسير، «النور» باب، ح ٤٧٥) قوله: «وكنت قد أمليت في أوائل كتاب الوضوء \_ يعني في هذا الموضع \_ أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب، وهو سهو، والصواب بعد نزول الحجاب. فليصلح هناك».

<sup>(</sup>٢) (٤٠٣/١٠)، كتاب التفسير، باب٦.

<sup>(</sup>٣) (١٠/١٠)، كتاب التفسير (الأحزاب)، باب٨، ح ١ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) (١٠/ /٥٠)، كتاب التفسير «الأحزاب»، باب٨، ح٠٤٧٩.

- / قوله: (حدثنا زكريا) هو ابن يحيى، وسيأتي حديثه هذا في التفسير مطولاً(١)، ومحصله أن سودة خرجت بعد ما ضوب الحجاب لحاجتها \_ وكانت عظيمة الجسم \_ فرآها عمر بن الخطاب فقال، يا سودة، أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين، فرجعت فشكت ذلك للنبي على وهو يتعشى، فأوحي إليه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، قال ابن بطال (٢): فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن، وفيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب وحيث لا يقصد التعنت، وفيه منقبة لعمر، وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، وجواز الإغلاظ في القول لمن يقصد الخير، وفيه جواز وعظ الرجل أمه في الدين لأن سودة من أمهات المؤمنين، وفيه أن النبي كلا كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية، لأنه لم يأمر هن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآية، وكذا في إذنه لهن بالخروج. والله أعلم.

#### ١٤- باب التَّبَرُّ زِ فِي الْبُيُوتِ

١٤٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَظِيرُ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَذْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّام.

[تقدم في: ١٤٥، الأطراف: ٣١٠٢، ١٤٩، ٣١٠٢]

قوله: (باب التبرز في البيوت) عقب المصنف بهذه الترجمة ليشير إلى أن خروج النساء للبراز لم يستمر، بل اتخذت بعد ذلك الأخلية في البيوت فاستغنين عن الخروج إلا للضرورة.

قوله: (عبيدالله) أي ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو تابعي صغير من فقهاء أهل المدينة وأثباتهم، والإسنادكله مدنيون.

١٤٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: لَقَدْ

<sup>(</sup>١) (١٠/ ٥٠٩)، كتاب التفسير (الأحزاب، باب٨، ح٥٧٩٥.

<sup>(</sup>Y٤·/1) (Y)

ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَ أَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَ يْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. [تقدم في: ١٤٥، ١٤٥، ١٤٥، ١١٨، ٣١٠٣]

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي، ويزيد هو ابن هارون كما لأبي ذر والأصيلي، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري الذي روى مالك عنه هذا الحديث كما تقدم، ولم يقع في رواية يحيى «مستدبر القبلة» أي الكعبة كما في رواية عبيد الله بن عمر ؛ لأن ذلك من لازم من استقبل الشام بالمدينة، وإنما ذكرت في رواية عبيد الله للتأكيد والتصريح به، والتعبير تارة بالشام وتارة ببيت المقدس بالمعنى لأنهما في جهة واحدة.

#### ٥ 1 ـ باب الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

١٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذِ وَاسْمُهُ عَطَاءُ
 ابْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ \_ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِ يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ.

[الحديث: ١٥٠، أطرافه في: ١٥١، ١٥٢، ٢٧١، ٥٠٠]

/ قوله: (باب الاستنجاء بالماء) أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه، وعلى من نفى الموقوعه من النبي على وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذًا لا يزال في يدي نتن، وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله، ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي النبي النبي الماء، وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم.

قوله: (هشام بن عبد الملك) هو الطيالسي، والإسناد كله بصريون.

قوله: (أجيء أنا وغلام) زاد في الرواية الآتية عقبها «منا» أي من الأنصار، وصرح به الإسماعيلي في روايته، ولمسلم: «نحوي» أي مقارب لي في السن، والغلام هو المترعرع قاله أبو عبيد، وقال في المحكم: من لدن الفطام إلى سبع سنين، وحكى الزمخشري في أساس البلاغة أن الغلام هو الصغير إلى حدالالتحاء، فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز.

قوله: (إداوة) بكسر الهمزة إناء صغير من جلد.

قوله: (من ماء) أي مملوءة من ماء.

قوله: (يعني يستنجي به) قائل (يعني) هو هشام، وقد رواه المصنف بعد هذا عن سليمان ابن حرب فلم يذكرها، لكنه رواه عقبة من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال: «يستنجي بالماء» والإسماعيلي من طريق ابن مرزوق عن شعبة «فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي عليها، وللمصنف(١) من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة: «إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به»، ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس: "فخرج علينا وقد استنجى بالماء» وقد بان بهذه الرّوايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث، ففيه الرد على الأصيلي حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا الحديث على الاستنجاء بالماء قال: لأن قوله «يستنجى به» ليس هو من قول أنس إنما هو من قول أبى الوليد-أي أحد الرواة عن شعبة، وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها، فَقال: فيحتمل أن يكون الما الوضوئه. انتهى. وقدانتفي هذا الاحتمال بالروايات إلتي ذكرناها، وكذا فيه الردعلي من زعم أن قوله: «يستنجي بالماء» مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس فيكون مرسلاً فلا حجة فيه كماحكاه بن التين عن أبي عبد الملك البوني، فإن رواية خالد التي ذكر ناها تدل على أنه قول أنس حيث قال: فخرج علينا، ووقع هنا في نكت البدر الزركشي (٢) تصحيف، فإنه نسب التعقب المذكور إلى الإسماعيلي وإنما هو للأصيلي، وأقره فكأنه ارتضاه وليس بمرضى كما أوضحناه، وكذا نسبه الكرلماني (٣) إلى ابن بطال وأقره عليه، وابن بطال(١) إنما أخذه عن الأصيلي.

## ١٦-باب مَنْ حُمِلَ مَعَهُ الْمَاءُ لِطُهُورِهِ

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالْوِسَادِ

١٥١ - حَدَّثَنَا سُليمانُ بنُ حَرِب قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعاذِ هُو عَطَّاءُ بْنَ أَبِي مَيْمُونَةَ ـ قَالَ: سَمِعتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلامٌ مِنَّا مَعنا إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ.

[تقدم في: ١٥٠، الأطراف: ١٥٢، ٢١٧، ٥٠٠]

قوله: (باب من حمل معه الماء لطهوره) هو بالضم أي ليتطهر به.

<sup>(</sup>۱) (۱/۸۶۵)، کتاب الوضوء، باب، ۵، ح۲۱۷.

<sup>(</sup>٢) التنقيح (١/ ٦١).

<sup>(7) (7/191).</sup> 

<sup>.(</sup>YE+/1) (E)

قوله: (وقال أبو الدرداء أليس فيكم) هذا الخطاب لعلقمة بن قيس، والمراد بصاحب النعلين وما ذكر معهما عبدالله بن مسعود؛ لأنه كان يتولى خدمة النبي على في ذلك، وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي على وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازًا لكونه كان/ \_\_\_\_ يحملهما، وسيأتي الحديث المذكور موصولاً عند المصنف في المناقب (١٠) إن شاء الله تعالى، وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعارًا قويًا بأن الغلام المذكور من حديث أنس هو ابن مسعود، وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازًا، وقد قال النبي على لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم: «إنك لغلام معلم» وعلى هذا مقول أنس: «وغلام منا» أي من الصحابة أو من خدم النبي في، وأما رواية الإسماعيلي التي فيها: «من الأنصار» فلعلها من تصرف الراوي حيث رأى في الرواية: «منا» فحملها على القبيلة فرواها بالمعنى فقال: من الأنصار، أو إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائغ وإن كان العرف خصه بالأوس والخزرج.

وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: «كان النبي على إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى» فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس، ويؤيده ما رواه المصنف في ذكر الجن (٢) من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي الإداوة لوضوئه وحاجته، وأيضًا فإن في رواية أخرى لمسلم أن أنسًا وصفه بالصغر في ذلك الحديث، فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود والله أعلم، ويكون المراد بقوله أصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالإسلام، وعند مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب أن النبي النطق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة، فيحتمل أن يفسر به المبهم، لاسيما وهو أنصاري، ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة: «فأتبعه وأنا غلام» بتقديم الواو فتكون حالية، لكن تعقبه الإسماعيلي بأن الصحيح: «أنا وغلام» أي بواو العطف.

# ١٧ ـ باب حَمْلِ الْعَنْزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الاسْتِنْجَاءِ

١٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ

<sup>(</sup>١) (٨/ ٤٧٠)، كتاب فضائل الصحابة، باب٢٧، ح ٢٦٧٦.

<sup>(</sup>٢) (٨/ ٥٧٧)، كتاب مناقب الأنصار، باب٣٢، ح ٣٨٦٠.

إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً ، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ . . . تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةً . الْعَنزَةُ عَصَّاعَلَيْهِ زُجٌّ . [تقدم في: ١٥٠ ، ١٥١ ، ٢١٧ ، ٢٥١]

قوله: (باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء) العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان، وقيل هي الحربة القصيرة، ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب: العنزة عصا عليها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة أي سنان، وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي على وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في العيدين (١) إن شاء الله تعالى.

قوله: (سمع أنس بن مالك) أي: أنه سمع، ولفظة «أنه» تحذف في الخط عرفًا.

قوله: (يدخل الخلاء) المراد به هنا الفضاء لقوله في الرواية الأخرى: «كان إذا خرج لحاجته» ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لاسترة غيرها، وأيضًا فإن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله، وفهم بعضهم من تبويب البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة، وفيه نظر لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك، نعم يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر، أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه، أو تحمل لنبش الأرض الصلبة، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض، لكونه على كان يبعد عند قضاء الحاجة، أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، وهذا أظهر الأوجه، وسيأتي التبويب على العنزة في سترة المصلي في الصلاة (٢)، واستدل/ البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي.

وفيه جواز استخدام الأحرار \_ خصوصًا إذا أرصدوا لذلك \_ ليحصل لهم التمرن على التواضع. وفيه أن في خدمة العالم شرفًا للمتعلم، لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك. وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم؛ لأن ماء المدينة كان عذبًا، واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك، ولا يستقيم إلا لو كان النبي على وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني.

قوله: (تابعه النضر) أي ابن شميل، تابع محمد بن جعفر، وحديثه موصول عند النسائي (٣).

704

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۲۹٦)، كتاب العيدين، باب١٤، - ٩٧٣.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢٤٢)، كتاب الصلاة، باب٩٣.

<sup>(</sup>٣) المجتبى (١/ ٤٢، ح ٤٥).

قوله: (وشاذان) أي الأسود بن عامر وحديثه عند المصنف في الصلاة (١١) ولفظه «ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة» والظاهر أن «أو» شك من الراوي لتوافق الروايات على ذكر العنزة والله أعلم، وجميع الرواة المذكورين في هذه الأبواب الثلاثة بصريون.

# ١٨ - باب النَّهِي عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

١٥٣ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْمِينِهِ». الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ».

[الحديث: ١٥٢، طرفاه في: ١٥٤، ١٥٠٥]

قوله: (باب النهي عن الاستنجاء باليمين) أي باليد اليمنى، وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له، وهي أن ذلك أدب من الآداب، وبكونه للتنزيه قال الجمهور، وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم، وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به، لكن قال النووي(٢)، مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحًا يستوي طرفاه، بل هو مكروه راجح الترك، ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه، وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لا يجزئ، ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى والله أعلم.

قوله: (حدثنا معاذبن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة، وهو بصري من قدماء شيوخ البخاري.

قوله: (هو الدستوائي) أي ابن أبي عبدالله لا ابن حسان، وهما بصريان ثقتان مشهوران من طبقة واحدة.

قوله: (عن أبيه) أي أبي قتادة الحارث وقيل عمرو وقيل النعمان الأنصاري، فارس رسول الله على الصحيح فيهما.

<sup>(</sup>۱) (۲/۲۶۲)، كتاب الصلاة، باب۹۳، ح۰۰۰.

<sup>(</sup>٢) المنهاج (٣/ ١٥٥).

قوله: (فلايتنفس) بالجزم و الله ناهية في الثلاثة ، وروي بالضم فيها على أن لا نافية .

قوله: (في الإناء) أي داخله، وأما إذا أبانه وتنفس فهي السنة كماسياتي في حديث أنس في كتاب الأشربة (١) إن شاء الله تعالى، وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه.

قوله: (وإذا أتى الخلام أي فبال كما فسرته الرواية التي بعدها.

قوله: (ولا يتمسع بيمينه) أي لا يستنج، وقد أثار الخطابي (٢) هنا بحث وبالغ في التبجح به وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلاً من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها، ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر، ومحصل الإيراد أن المستجمر متى استجمر بيساره/ استلزم مس ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد شمله النهي. ومحصل الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره، فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي وجليه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفًا في شيء من ذلك بيمينه.

وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات، وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر فبطل الإيراد من أصله، كذا قال، وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود، والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسًا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمرًا باليمين ولا ماسًا بها، ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرًا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره على الله على الله الله الماء على يساره

<sup>(</sup>١) (١٢/ ١٨٩)، كتاب الأشربة، باب٢٦، ح ١٣١٥.

<sup>(</sup>٢) الأعلام (١/ ٢٤٥)، ومعالم السنن (١/ ١١).

### ١٩ ـ باب لا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَال

١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ ا

[تقدم في: ١٥٣ ، الأطراف: ١٥٣ ، ١٦٣٠]

قوله: (باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال) أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحًا، وقال بعض العلماء: يكون ممنوعًا أيضًا من باب الأولى لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة، وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة (١١) بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء، وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطي حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسمًا للمادة، ثم استدل على الإباحة بقوله وله الطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره: ﴿إنما هو بضعة منك الإباحة . انتهى . والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن، وقد الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة . انتهى . والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن، وقد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء، ومن قال به يشترط فيه شروطًا، لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين ، فأما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد بلاخلاف ، لأن التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل .

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي، وقد صرح ابن خزيمة في روايته بسماع يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة، وصرح ابن المنذر في الأوسط بالتحديث في جميع الإسناد، أورده من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي فحصل الأمن من محذور التدليس.

قوله: (فلا يأخذن) كذا لأبي ذر بنون التأكيد ولغيره بدونها، وهو مطابق لقوله في الترجمة: «لا يمسك» وكذا في مسلم التعبير بالمسك/ من رواية همام عن يحيى، ووقع في رواية الإسماعيلي: «لا يمس» فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك، يعني فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟ ولا إيراد على البخاري من هذه الحيثية لما بيناه، واستنبط

بهجة النفوس (١/ ١٥٤).

منه بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين فيكون ذلك من باب الأولى، وما وقع في العتبية عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذاق أصحابه، وقيل: الحكمة في النهي لكون اليمين معدة للأكل بها فلو تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل فيتأذى بذلك. والله أعلم.

قوله: (ولا يتنفس في الإناء) جملة خبرية مستقلة إن كانت لا نافية، وإن كانت ناهية فمعطوفة، لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيدًا بقيد أن يكون المعطوف مقيدًا به، لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول وإنما هو حكم مستقل، ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسي بأفعال النبي على وقد كان إذا بال توضأ، وثبت أنه شرب فضل وضوئه، فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك، فعلمه أدب الشرب مطلقًا لاستحضاره، والتنفس في الإناء مختص بحالة الشرب كما دل عليه سياق الرواية التي قبله، وللحاكم من حديث أبي هريرة «لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه». والله أعلم.

#### ٠ ٢-باب الأستِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

١٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرُو الْمَكِّيُّ عَالْ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرُو الْمَكِّيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لا يَلْتَهِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ: «ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا - أَوْ نَحْوَهُ - وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلا رَوْثٍ » فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ فَقَالَ: «ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا - أَوْ نَحْوَهُ - وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلا رَوْثٍ » فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيمَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَنْبَعَهُ بِهِنَّ.

[الحديث: ١٥٥، طرفه في: ٣٨٦٠]

قوله: (باب الاستنجاء: بالحجارة) أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، والدلالة على ذلك من قوله: «أستنفض» فإن معناه استنجى كما سيأتي .

قوله: (حدثنا أحمد بن محمد المكي) هو أبو الوليد الأزرقي جد أبي الوليد محمد بن عبد الله صاحب تاريخ مكة ، وفي طبقته أحمد بن محمد المكي أيضًا لكن كنيته أبو محمد واسم جده عون ويعرف بالقواس، وقد وهم من زعم أن البخاري روى عنه ، وإنما روى عن أبي الوليد، ووهم أيضًا من جعلهما واحدًا.

قوله: (عن جده) يعني سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي، وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق الذي ولي إمرة المدينة، وكان يجهز البعوث إلى مكة

كما تقدم في حديث أبي شريح الخزاعي (١)، وكان عمرو هذا قد تغلب على دمشق في زمن عبد الملك بن مروان، فقتله عبد الملك وسير أولاده إلى المدينة، وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بنى العباس فاستمر وابها، ففي الإسناد مكيان ومدنيان.

قوله: (اتبعت) بتشديد التاء المثناة، أي سرت وراءه، والواو في قوله: «وخرج» حالية وفي قوله: «وخرج» حالية وفي قوله «وكان» استثنافية، وفي رواية أبي ذر: «فكان» بالفاء.

قوله: (فدنوت منه) زاد الإسماعيلي «أستأنس وأتنحنح، فقال: من هذا؟ فقلت: أبو هريرة».

قوله: (ابغني) بالوصل من الثلاثي أي اطلب لي، يقال بغيتك الشيء أي طلبته لك، وفي رواية بالقطع أي أعني/ على الطلب، يقال أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه، والوصل أليق \_\_\_\_\_ بالسياق، ويؤيده رواية الإسماعيلي ائتني .

قوله: (أستنفض) بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم؛ لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع على الاستثناف، قال القزاز: قوله أستنفض أستفعل من النفض وهو أن تهز الشيء ليطير غباره، قال: وهذا موضع استنظف، أي بتقديم الظاء المشالة على الفاء، ولكن كذا روي. انتهى. والذي وقع في الرواية صواب ففي القاموس استنفضه استخرجه، وبالحجر استنجى، وهو مأخوذ من كلام المطرزي(٢) قال: الاستنفاض الاستخراج، ويكنى به عن الاستنجاء، ومن رواه بالقاف والصاد المهملة فقد صحف. انتهى، ووقع في رواية الإسماعيلي: «أستنجي» بدل «أستنفض» وكأنها المراد بقوله في روايتنا أو نحوه، ويكون التردد من بعض رواته.

قوله: (ولا تأتني) كأنه ﷺ خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله استنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف ولا اختصاص لذلك بالأحجار، فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ، ولو كان ذلك مختصًا بالأحجار -كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية -لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها.

وزاد المصنف في المبعث (٣) في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له على لما فرغ: «ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن» والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما، نعم

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٣٤٦)، كتاب العلم، باب ٣٧، ح١٠٤.

<sup>(</sup>Y) المغرب(۲/۳۱۹).

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٥٧٧)، كتاب مناقب الأنصار، باب٣٢، ح٣٨٦٠.

يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسًا من باب الأولى، وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم، ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجسًا ألحق به كل نجس ومتنجس، وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس، ويؤيده ما رواه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة أن النبي على أن يستنجى بروث أو بعظم وقال: (إنهما لا يطهران) وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن كان منهيًا عنه، وسيأتي في كتاب المبعث (١) بيان قصة وفد الجن وأي وقت كانت إن شاء الله تعالى.

قوله: (وأعرضت) كذا في أكثر الروايات، وللكشميهني «واعترضت» بزيادة مثناة بعد العين والمعنى متقارب.

قوله: (فلما قضى) أي حاجته (أتبعه) بهمزة قطع أي ألحقه، وكني بذلك عن الاستنجاء، وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك، واستخدام الإمام بعض رعيته، والإعراض عن قاضي الحاجة، والإعانة على إحضار ما يستنجى به، وإعداده عنده لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث. والله تعالى أعلم.

#### ٢١ ـ باب لايُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ

١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَيْسَ أَبُوعُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَلَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: أَنَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدُهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْقَةَ وَقَالَ : "هَذَا رِكُسٌ".

وقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

قوله: (باب)بالتنوين (لأيستنجي)بضم أوله.

قوله: (زهير) هو ابن معاوية الجعفي الكوفي، والإسناد كله كوفيون، وأبو إسحاق هو السبيعي وهو تابعي وكذا شيخه عبدالرحمن وأبوه الأسود.

قوله: (ليس أبو عبيدة)/ أي ابن عبدالله بن مسعود.

وقوله: (ذكره) أي لي، (ولكن عبد الرحمن بن الأسود) أي هو الذي ذكره لي بدليل قوله

YOY

<sup>(</sup>۱) (۸/ ۵۷۷)، كتاب مناقب الأنصار، باب ۳۲، ح ۳۸۶۰.

في الرواية الآتية المعلقة حدثني عبد الرحمن، وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبدالرحمن - مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له ـ لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة، ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق، فمراد أبي إسحاق هنا بقوله: «ليس أبو عبيدة ذكره» أي لست أرويه الآن عن أبي عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن.

قوله: (عن أبيه) هو الأسود بن يزيد النخعي صاحب ابن مسعود، وقال ابن التين: هو الأسود ابن عبد يغوث الزهري، وهو غلط فاحش فإن الأسود الزهري لم يسلم فضلاً عن أن يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود.

قوله: (أتى الغائط) أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة.

قوله: (فلم أجد) وللكشميهني فلم أجده أي الحجر الثالث.

قوله: (بثلاثة أحجار) فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي على قال: «ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار» رواه مسلم، وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى، ويستحب حينئذ الإيتار لقوله: «ومن استجمر فليوتر»، وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال: «ومن لا فلا حرج»، وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب، قال الخطابي (۱): لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظًا، وعُلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين، ونظيره العدة بالأقراء فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد.

قوله: (فأخذت روثة) زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار، ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير.

قوله: (وألقى الروثة) استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة قال: لأنه لو كان مشترطًا لطلب ثالثًا. كذا قال، وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه: «فألقى الروثة وقال: إنها ركس، ائتني بحجر» ورجاله ثقات أثبات، وقد تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطي وهو ضعيف

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١/ ١٢).

أخرجه الدارقطني، وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق، وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي، وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضًا إذا اعتضد، واستدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد.

والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف وقال أبو الحسن بن القصار المالكي: روي أنه أتاه بثالث، لكن لا يصح ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم؛ لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة. انتهى. وفيه نظر أيضًا؛ لأن الزيادة ثابتة كما قدمناه، وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدارقطني فقط، ثم يحتمل أن يكون لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد، وعلى تقدير أن يكون خرج منهما فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل بالمسح في الأرض وللدبر بالثلاثة، أو مسح من كل منهما بطرفين، وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص الصريح كما قدمناه من المديث أبي هريرة وسلمان/ والله أعلم.

401

قوله: (هذا ركس) كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان الكاف فقيل: هي لغة في رجس بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث فإنها عندهما بالجيم، وقيل الركس الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة المنجاسة، قاله الخطابي (1) وغيره، والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث، وقال ابن بطال (٢) لم أر هذا الحرف في اللغة، يعني الركس بالكاف، وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الردكما قال تعالى: ﴿ أَرَكِسُوا فِيهَا ﴾ [النساء: ١٩] أي ردوا، فكأنه قال: هذا رد عليك. انتهى. ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال ركسه ركسًا إذارده، وفي رواية الترمذي: هذا ركس يعني نجسًا، وهذا يؤيد الأول، وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث: الركس طعام الجن، وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال.

قوله: (وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه) يعني يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي

١) الأعلام(١/٠٥٠).

<sup>(</sup>Y) "(/\3AY).

عن أبي إسحاق وهو جده قال: حدثني عبد الرحمن يعني ابن الأسود بن يزيد بالإسناد المذكور أولاً، وأراد البخاري بهذا التعليق الردعلى من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر كما حكى ذلك عن سليمان الشاذكوني حيث قال: لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا، قال: «ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن» ولم يقل ذكره لي. انتهى. وقد استدل الإسماعيلي أيضًا على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحيى القطان رواه عن زهير فقال بعد أن أخرجه من طريقه: والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق، وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس.

وقد أعله قوم بالاضطراب وقد ذكر الدار قطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب العلل واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير، لكن رواية زهير هذه تر جحت عند البخاري بمتابعة يوسف حفيد أبي إسحاق وتابعهما شريك القاضي وزكريا بن أبي زائدة وغيرهما، وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم وحديثه يستشهد به أخرجه ابن أبي شيبة، ومما ير جحها أيضًا استحضار أبي إسحاق لطريق أبي عبيدة وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة فإنه لم يتعرض فيها لرواية عبد الرحمن كما أخرجه الترمذي وغيره، فلما اختار في رواية زهير طريق عبد الرحمن على طريق أبو عبيدة دل على أنه عارف بالطريقين وأن رواية عبد الرحمن عنده أرجح والله أعلم.

#### ٢٢ ـ باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّة

١٥٧ - حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَ نَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً .

قوله: (باب الوضوء مرة مرة) أي لكل عضو، والحديث المذكور في الباب مجمل، وقد تقدم بيانه في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة (١٠).

و (سفيان) هو الثوري، والراوي عنه الفريابي لا البيكندي، وصرح أبو داود والإسماعيلي في روايتهما بسماع سفيان له من زيدبن أسلم.

 <sup>(</sup>۱) (۱/۱۱ع)، كتاب الوضوء، باب۷، ح ۱٤٠.

## ٢٣ ـ باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْن

١٥٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَوَضَّا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

\_\_ / قوله: (باب الوضوء مرتين مرتين) أي لكل عضو.

قوله: (حدثنا الحسين بن عيسى) هو البسطامي بفتح الموحدة، ويونس هو المؤدب، وفليح ومن فوقه مدنيون، وعبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازني، وحديثه هذا مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء النبي على كما سيأتي بعد من حديث مالك (۱) وغيره، لكن ليس فيه الغسل مرتين إلا في البدين إلى المرفقين، نعم روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة في حديث عبد الله بن زيد التثنية في البدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه، لكن في الرواية المذكورة نظر سنشير إليه بعد إن شاء الله تعالى، وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد أن يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثًا، وقد روى أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي الله توضأ مرتين مرتين، وهو شاهد قوي لرواية فليح هذه، فيجتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبين لاختلاف مخرجهما. والله أعلم.

#### ٢٤-باب الْوُضُوءِ ثَلاثًا ثَلاثًا

١٥٩ - حَدَّثَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُويْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءِ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَيْهِ ثَلاثَ مِرَادٍ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْ خَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ عَلَى كَفَيْهِ ثَلاثَ مِرَادٍ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مِرَادٍ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ عَسَلَ وَجُلَهُ مُن وَاللَّهُ عَلَى الْمُرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مِرَادٍ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسَلَ وَجُلَهُ مِثَلَ وَجُلَهُ مِرَادٍ إِلَى الْمُرْفَقِينِ ثَلاثَ مِرَادٍ إِلَى الْمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ فَعَلْمَ مِنْ ذَنْهِمِ مَا نَعْمَ مُنْ وَصُلَ أَنْ عُلَى وَمُعْلَى وَكُمْ تَنْ وَصَلَ وَمُ اللّهُ مُنْ فَعَلْمُ مُن ذَنْهِمِ مَا نَقَدَمُ مِنْ ذَنْهِمِ هُمُ اللّهُ مُا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْهِمٍ ﴾

[الحديث: ١٥٩، أطرافه في: ١٦٠، ١٦٤، ١٩٣٤، ٢٥٤٢]

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٥٣)، كتاب الوضوء، باب٢٦، ١٦٢٠ ـ

قوله: (باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا) أي كل عضو.

قوله: (عطاء بن يزيد) هو الليثي المدني، والإسنادكله مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين: حمران وهو بضم المهملة ابن أبان، وعطاء، وابن شهاب، وفي الإسناد الذي يليه أربعة من التابعين: حمران وعروة وهما قرينان، وابن شهاب وصالح بن كيسان وهما قرينان أيضًا.

قوله: (دها بإناء) وفي رواية شعيب الآتية قريبًا (١٠): «دعا بوضوء»، وكذا لمسلم من طريق يونس، وهو بفتح الواو اسم للماء المعد للوضوء وبالضم الذي هو الفعل، وفيه الاستعانة على إحضار ما يتوضأ به.

قوله: (فأفرغ) أي صِب.

قوله: (على كفيه ثلاث مرار) كذا لأبي ذر وأبي الوقت، وللأصيلي وكريمة مرات بمثناة آخره، وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم احتياطًا.

قوله: (ثم أدخل يمينه) فيه الاغتراف باليمين، واستدل به بعضهم على عدم اشتراط نية الاغتراف، ولا دلالة فيه نفيًا ولا إثباتًا.

قوله: (فمضمض واستنثر) وللكشميهني: «واستنشق» بدل واستنثر، والأول أعم، وثبتت الثلاثة في رواية شعيب الآتية في باب المضمضة (٢)، ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد، نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري وكذا ذكره أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان واتفقت الروايات على تقديم المضمضة.

قوله: (ويديه إلى المرفقين) أي كل واحدة كما بينه المصنف في رواية معمر عن الزهري في السوم (٣)، وكذا لمسلم من طريق يونس وفيها تقديم اليمنى على اليسرى والتعبير في كل منهما بثم، وكذا القول في الرجلين أيضًا.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٥٨)، كتاب الوضوء، باب ٢٨، ح١٦٤.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٥٨)، كتاب الوضوء، باب ٢٨، ح١٦٤.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٢٩٩)، كتاب الصيام، باب ٢٧، ح ١٩٣٤.

قوله: (ثم مسح برأسه) هو بحذف الباء في الروايتين المذكورتين، وليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد للمسح، وبه قال أكثر العلماء، وقال الشافعي: يستحب التثليث في المسح كما في الغسل، واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن النبي على توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول، قال أبو داود في السنن: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة؛ وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي في المسح مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء، والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء، وبالغ أبو عبيدة فقال: لا نعلم أحدًا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي، وفيما قال نظر، فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما، وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان بتثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة.

قوله: (نحو وضوئي هذا) قال النووي (١): إنما لم يقل: «مثل» لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره، قلت: لكن ثبت التعبير بها في رواية المصنف في الرقاق (٢) من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان ولفظه «من توضأ مثل هذا الوضوء» وله في الصيام (٣) من رواية معمر «من توضأ وضوئي هذ»، ولمسلم من طريق زيد بن أسلم عن حمران «توضأ مثل وضوئي هذا» وعلى هذا فالتعبير بنحو من تصرف الرواة ؛ لأنها تطلق على المثلية مجازا، ولأن «مثل» وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرًا لكنها تطلق على الغالب، فبهذا تلتئم الروايتان ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود. والله تعالى أعلم.

قوله: (ثم صلى ركعتين) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، ويأتي فيهما ما يأتي في تحية المسجد.

قوله: (لا يحدث فيهما نفسه) المرادبه ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه لأن قوله يحدث يقتضي تكسبًا منه، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو

<sup>(</sup>۱) المنهاج (۱۰۷/۳).

<sup>(</sup>٢) (٥٢٣/١٤)، كتاب الرقاق، باب، ح٦٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٢٩٩)، كتاب الصيام، باب٧٧، ح١٩٣٤.

عنه، ونقل القاضي عياض(١) عن بعضهم أن المراد من لم يحصل له حديث النفس أصلاً ورأسًا، ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في الزهد بلفظ لم يسر فيهما، ورده النووي(٢) فقال: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة، نعم من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلاً أعلى درجة بلا ريب، ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقًا، ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث: «لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا»، وهي في الزهد لابن المبارك أيضًا والمصنف لابن أبي شيبة، ومنها ما يتعلق بالآخرة فإن كان أجنبيًا أشبه أحوال الدنيا، وإن كان من متعلقات تلك الصلاة فلا. وسيأتي بقية مباحث ذلك في كتاب الصلاة <sup>(٣)</sup> إن شاء الله تعالى .

قوله: (من ذنبه) ظاهره يعم الكبائر والصغائر، ولكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، وهو/ في حق من له كبائر وصغائر، فمن ليس له إلا \_\_\_\_\_ صغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزداد في حسناته بنظير ذلك، وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم، والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم، والترغيب في الإخلاص، وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول، ولاسيما أن كان في العزم على عمل معصية فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها، ووقع في رواية المصنف في الرقاق(٤) في آخر هذا الحديث: قال النبي على الله العتروا» أي فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها، فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله ، وأني للعبد بالاطلاع على ذلك .

١٦٠ وَعَنْ إِبْرِاهِيمَ قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: أَلا أُحَدُّنُكُمْ حَدِيثًا لَوْلا آيَةٌ مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عِلَيْ يَقُولُ: ﴿لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ حَتَّى يُصَلِّيهَا \* قَالَ عُرْوَةُ : الآيةَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ ﴾ [البقرة: ١٥٩].

[تقدم في: ١٥٩، الأطراف: ١٥٩، ١٦٤، ١٩٣٤، ٦٤٣٣]

الإكمال (٢/ ١٩). (1)

المنهاج (٣/ ١٠٧). (٢)

<sup>(</sup>٣/ ٦٤٣) ، كتاب العمل في الصلاة ، باب١٨ ، ح ، وقال عمر . . . ؟ . (٣)

<sup>(</sup>١٤/ ٥٢٣)، كتاب الرقاق، باب٨، ح٦٤٣٣. (٤)

قوله: (وعن إبراهيم) أي ابن سعد، وهو معطوف على قوله «حدثني إبراهيم بن سعد» وزعم مغلطاي وغيره أنه معلق، وليس كذلك، فقد أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بالإسنادين معًا، وإذا كانا جميعًا عند يعقوب فلا مانع أن يكونا عند الأويسي، ثم وجدت الحديث الثاني عند أبي عوانة في صحيحه \_ من حديث الأويسي المذكور \_ فصح ما قلته بحمد الله تعالى، وقد أوضحت ذلك في تغليق التعليق (١).

قوله: (ولكن عروة يحدث) يعني أن شيخي ابن شهاب اختلفا في روايتهما له عن حمران عن عثمان، فحدثه به عطاء على صفة وعروة على صفة، وليس ذلك اختلافاً وإنما هما حديثان متغايران، وقد رواهما معاذبن عبد الرحمن فأخرج البخاري من طريقه (٢) نحو سياق عطاء، ومسلم من طريقه نحو سياق عروة، وأخرجه أيضًا من طريق هشام بن عروة عن أبيه.

قوله: (لولا آية) زاد مسلم «في كتاب الله» ولأجل هذه الزيادة صحف بعض رواته آية فجعلها «أنه» بالنون المشددة وبهاء الشأن.

قوله: (ويصلي الصلاة) أي المكتوبة، وفي رواية لمسلم «فيصلي هذه الصلوات الخمس».

قوله: (وبين الصلاة) أي التي تليها كما صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة.

قوله: (حتى يصليها) أي يشرع في الصلاة الثانية.

قوله: (قال عروة: الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا ﴾) يعني الآية التي في البقرة إلى قوله اللاعنون كما صرح به مسلم، ومراد عثمان رضي الله عنه أن هذه الآية تحرض على التبليغ، وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في كتاب العلم (٣)، وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك؛ لولا الآية المذكورة خشية عليهم من الاغترار والله أعلم، وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن هشام بن عروة، ولم يقع في روايته تعيين الآية فقال من قبل نفسه: أراه يريد ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلَوْةَ طَرَقِ النَّهَارِ وَزُلِفَا مِنَ البَّرِم أُولى. والله أعلم.

<sup>(1) (1/4.1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٤/ ٢٣٥)، كتاب الرقاق، باب، ٢٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٧٣)، كتاب العلم، باب٤١، ح١١٨.

177

### / ٢٥- باب الاسْتِنثَارِ فِي الْوُصُوء

ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ

١٦١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ".

[الحديث: ١٦١، طرفه في: ١٦٢]

قوله: (باب الاستنثار) هو استفعال: من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضى \_ أي يجذبه بريح أنفه \_ لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا، وحُكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة، والمشهور عدم الكراهة، وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى، بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدًا بها من حديث على.

قوله: (ذكره) أي روى الاستنثار (عثمان) وقد تقدم حديثه (١)، (وعبدالله بن زيد) وسيأتي حديثه (٢).

قوله: (وابن عباس) تقدم حديثه في صفة الوضوء في باب غسل الوجه (٣) من غرفة وليس فيه ذكر الاستنثار، وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعًا «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا»، ولأبي داود الطيالسي «إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثًا» وإسناده حسن.

قوله: (أبو إدريس) هو الخولاني.

قوله: (أنه سمع أبا هريرة) زاد مسلم من طريق ابن المبارك وغيره عن يونس أبا سعيد مع أبى هريرة .

قوله: (فليستنثر) ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار، وظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا

<sup>(</sup>١) (١/٤٤٦)، كتاب الوضوء، باب٢٤، ح١٥٩.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٩٦)، كتاب الوضوء، باب ٢٨، ح ١٨٥.

<sup>(</sup>۳) (۱/۱۱۶)، كتاب الوضوء، باب٧، ح١٤٠.

بالاستنثار، وصرح ابن بطال (۱) بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه، واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله ولا الأعرابي: «توضأ كما أمرك الله» فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق، وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه وهو المبين عن الله أمره، ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضًا، وقد ثبت الأمر بها أيضًا في سنن أبي داو د بإسناد صحيح.

وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافًا في أن تاركه لا يعيد، وهذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة، ذكره كله ابن المنذر، ولم يذكر في هذه الرواية عددًا، وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظه: «وإذا استنثر فليستنثر وترًا» أخرجه الحميدي في مسنده عنه، وأصله لمسلم، وفي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عند المصنف في بدء الخلق (٢): «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثًا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه»، وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة؛ لأن بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف، ويراد للمستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان، وسنذكر باقي مباحثه في مكانه (٣) إن شاء الله تعالى.

قوله: (ومن استجمر) أي استعمل الجمار \_ وهي الحجارة الصغار \_ في الاستنجاء، وحمله بعضهم على استعمال البخور فإنه يقال فيه تجمر واستجمر، حكاه ابن حبيب عن ابن عمر ولا يصح عنه، وأبن عبد البر عن مالك، وروى ابن خزيمة في صحيحه عنه خلافه، وقال عبد الرزاق عن معمر أيضًا بموافقة الجمهور، وقد تقدم القول على معنى قوله «فليوتر» في الكلام على حديث ابن مسعود، واستدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث للإتيان

<sup>(1) (1/107).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۷/ ٥٦٥)، كتاب بدء الخلق، باب ۱۱، ح ٣٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٥٣)، كتاب الوضوء، باب٢٦، - ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) (١/٤٤٣)، كتاب الوضوء، باب ٢١، ح١٥٦.

فيه بحرف الشرط، ولا دلالة فيه، وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. والله أعلم.

#### ٢٦-باب الاستِجْمَارِ وِتْرًا

١٦٢ حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَصَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرُ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدَكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَعْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

[تقدم في: ١٦١]

قوله: (باب الاستجمار وترًا) استشكل إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوء، والجواب أنه لا اختصاص لها بالاستشكال، فإن أبواب الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهما، ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف على ما أشرنا إليه في المقدمة والله أعلم، وقد ذكرت توجيه ذلك في أول كتاب الوضوء (١).

قوله: (إذا توضأ) أي إذا شرع في الوضوء.

قوله: (فليجعل في أنفه ماء) كذا لأبي ذر، وسقط قوله «ماء» لغيره، وكذا اختلف رواة الموطأ في إسقاطه وذكره، وثبت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد.

قوله: (ثم لينتثر) كذا لأبي ذر والأصيلي بوزن ليفتعل، ولغيرهما ثم لينثر بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة، والروايتان لأصحاب الموطأ أيضًا، قال الفراء: يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف في الطهارة.

قوله (وإذا استيقظ) هكذا عطفه المصنف، واقتضى سياقه أنه حديث واحد، وليس هو كذلك في الموطأ، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبدالله بن يوسف شيخ البخاري مفرقًا، وكذا هو في موطأ يحيى بن بكير وغيره، وكذا فرقه الإسماعيلي من حديث مالك، وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد، وعلى هذا فكأن البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل

<sup>(</sup>١) (١/ ٤٠٣)، كتاب الوضوء، باب١.

على حكمين مستقلين .

قوله: (من نومه) أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: «باتت يده» لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل، وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها: «إذاقام أحدكم من الليل» وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح، ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضًا: «إذاقام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح» لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة، قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهاراً؛ لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة، ثم الأمر عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار، واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء، وقال إسحاق وداود والطبري ينجس، واستدل لهم بما ورد من لو غمس يده لم يضر الماء، وقال إسحاق وداود والطبري ينجس، واستدل لهم بما ورد من عند الجمهور؛ التعليل بأمر يقتضي الشك؛ لأن الشك لا يقتضي وجوبًا في هذا الحكم استصحابًا لأصل الطهارة.

واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه ولله من الشن المعلق بعد قيامه من النوم كما سيأتي في حديث ابن عباس، وتعقب بأن قوله: «أحدكم» يقتضي اختصاصه بغيره وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة، فاستحبابه بعد النوم أولى، ويكون تركه لبيان الجواز، وأيضًا فقد قال في هذا الحديث في روايات لمسلم وأبي داود وغيرهما «فليغسلهما ثلاثًا» وفي رواية: «ثلاث مرات»، والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد: «فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها» والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا أن فعل استحب وإن ترك كره ولا تزول الكراهة بدون الثلاث نص عليه الشافعي، والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقًا، وهذا كله في حق من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثر، أما المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان وعبدالله بن زيد، ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه، وقد روى سعيد بن منصور بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يفعله ولا يرى بتركه بأسًا، فيه، وقد روى سعيد بن منصور بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يفعله ولا يرى بتركه بأسًا،

قوله: (قبل أن ينخلها)، ولمسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق: «فلا يغمس يده في

الإناء حتى يغسلها» وهي أبين في المراد من رواية الإدخال؛ لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء .

قوله: (في وضوئه) بفتح الواو أي الإناء الذي أعد للوضوء، وفي رواية الكشميهني: "في الإناء" وهي رواية مسلم من طرق أخرى، ولابن خزيمة: "في إنائه أو وضوئه" على الشك، والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء، ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة، وكذا باقي الآنية قياسًا، لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها عن ذلك والله أعلم، وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي والله أعلم.

قوله: (فإن أحدكم) قال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة، لأن الشارع إذا ذكر حكمًا وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها، ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات فإنه يبعث ملبيًا بعد نهيهم عن تطييبه، فنبه على علة النهي وهي كونه محرمًا.

قوله: (لا يدري) فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا، ومقتضاه الحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظًا، ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلاً فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة، وإن كان غسلها مستحبًا على المختار كما في المستيقظ.

ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد ـ كمالك ـ لا يفرق بين شاك ومتيقن، واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، وهو ظاهر، وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء، وهو صحيح، لكن كونها تؤثر بالتنجيس وإن لم يتغير فيه نظر، لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس، فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون قاله ابن دقيق العيد، ومراده أنه ليست فيه دلالة قطعية على من يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير.

قوله: (أين باتت يده) أي من جسده، قال الشافعي رحمه الله: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر غير ذلك، وتعقبه أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه، وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل، أو أن المستيقظ لا يريد

-- غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر/ بغسله، بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها، وهذا أقوى الجوابين، والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره: «أين باتت يده منه» وأصله في مسلم دون قوله: «منه» قال الدارقطني: تفرد بها شعبة، وقال البيهقي: تفرد بها محمد بن الوليد، قلت: إن أراد عن محمد بن جعفر فمسلم، وإن أراد مطلقًا فلا، فقد قال الدارقطني: تابعه عبدالصمد عن شعبة، وأخر جه ابن مندة من طريقه، وفي الحديث الأخذ بالوثيقة، والعمل بالاحتياط في العبادة، والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها، واستحباب غسل النجاسة ثلاثًا لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى، واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بعد، منها: أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه قاله الخطابي (۱)، ومنها: إيجاب الوضوء من النوم، قاله ابن عبد البر، ومنها: تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر حكاه أبو عوانة في صحيحه عن ابن عيينة، ومنها: أن القليل من الماء لا يصير مستعملًا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء، قاله الخفاف صاحب الخصال من الشافعية.

## ٧٧ ـ باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

١٦٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَا هَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِ و قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُ ﷺ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَوْنَاهَا فَأَذْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا ابْنِ عَمْرِ و قَالَ: تَخَلِّفَ النَّبِيُ ﷺ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَوْنَاهَا فَأَذْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوضًا وَتَدْ أَرْهُلِنَا فَتَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيُلُّ لِلاعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا.

[تقدم في: ٦١٠]

قوله: (باب غسل الرجلين)كذا للأكثر، وزاد أبو ذر: «ولا يمسح على القدمين». قوله: (حدثني موسى) ابن إسماعيل هو التبوذكي.

قوله: (عنا في سفرة) زاد في رواية كريمة «سافرناها» وظاهره أن عبدالله بن عمرو كان في تلك السفرة ووقع في رواية لمسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة، ولم يقع ذلك لعبدالله محققًا إلا في حجة الوداع، أما غزوة الفتح فقد كان فيها لكن ما رجع النبي على فيها إلى المدينة من مكة بل من الجعرانة، ويحتمل أن تكون عمرة القضية فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١/٤٣).

الوقت أو قريبًا منه .

قوله: (أرهقنا) بفتح الهاء والقاف و «العصر» مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذر، وفي رواية كريمة بإسكان القاف والعصر منصوب بالمفعولية، ويقوى الأول رواية الأصيلي «أرهقتنا» بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة، ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان، قال ابن بطال (١٠): كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعًا أن يلحقهم النبي على فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه، فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم، قلت: ما ذكره من تأخيرهم قاله احتمالاً، ويحتمل أيضًا أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء، ويدل عليه رواية مسلم: «حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر» أي قرب دخول وقتها فتوضؤوا وهم عجال.

قوله: (ونمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل، فلهذا قال في الترجمة ولا يمسح على القدمين، وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها، وفي أفراد مسلم: «فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح/ لم يمسها الماء» فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح، ويحمل الإنكار على ترك التعميم، لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل، فيحتمل أن يكون معنى قوله: «لم يمسها الماء» أي ماء الغسل جمعًا بين الروايتين، وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال ذلك: وأيضًا فمن قال بالمسح لم يوجب مسح العقب، والحديث حجة عليه، وقال الطحاوي: لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل، وتعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم حتى لا يبقى منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل، وتعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسل، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل.

قوله: (أرجلنا) قابل الجمع بالجمع فالأرجل موزعة على الرجال فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل.

قوله: (ويل) جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء واختلف في معناه على أقوال: أظهرها مارواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعًا: «ويل واد في جهنم» قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤديًا للفرض لما توعد بالنار، وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذًا بظاهر قراءة ﴿وأَرْجُلِكُمْ ﴾ بالخفض، وقد تواترت الأخبار عن النبي ﷺ

<sup>(1) (1/</sup>٧٥٢).

في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمر و بن عنبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل الوضوء: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله» ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، والله أعلم.

قوله: (للأعقاب) أي المرئية إذ ذاك فاللام للعهد ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك، والعقب مؤخر القدم، قال البغوي: معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، وقيل أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله، وفي الحديث تعليم الجاهل ورفع الصوت بالإنكار وتكرار المسألة لتفهم كما تقدم في كتاب العلم (١).

### ٢٨ ـ باب الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

١٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مُرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، مُرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَعْهُ ثَلاثًا، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَةُ ثَلاثًا، وَيَعْدَنُ النَّبِيَ عَلَى الْمُرْفَقَيْنِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلِ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ وَيَعْوَلُهُ وَيُولِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا يَتَوَكَّالُ وَقَالَ: (مَنْ تَوَطَّا لَنَحُو وَضُولِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا يَقَدَّرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

[تقدم في: ١٥٩، الأطراف: ١٥٩، ١٦٠، ١٩٣٤، ٦٤٣٣]

قوله: (باب المضمضة في الوضوء) أصل المضمضة في اللغة التحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا بالنعاس، ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه، وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه، والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه وهو عجيب، ولعل المراد أنه لا يتعين المج بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل أجزأ.

<sup>(</sup>١) (١/ ٣٣١)، كتاب العلم، باب ٣٠، ح ٩٥.

قوله: (قاله ابن عباس) قد تقدم حديثه في أوائل الطهارة<sup>(١)</sup>.

قوله: (وعبدالله بن زيد) سيأتي حديثه قريبًا<sup>(۲)</sup>.

قوله: (ثم غسل كل رجل) كذا للأصيلي والكشميهني، ولابن عساكر/ كلتا رجليه وهي <u>ا</u> التي اعتمدها صاحب العمدة (٣٠) ، وللمستملي والحموي كل رجله وهي تفيد تعميم كل رجل · بالغسل، وفي نسخة رجليه بالتثنية وهي بمعنى الأولى.

قوله: (لا يحدث) تقدمت مباحثه قريبًا(٤)، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بذلك الإخلاص، أو ترك العجب بأن لا يرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك.

قوله: (غفر الله له) كذا للمستملى، ولغيره: «غفر له» على البناء للمفعول، وقد تقدمت مباحثه، إلا أن في هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء إلى فعل النبي على وزاد مسلم في رواية ليونس: «قال الزهري: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة»، وقد تمسك بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس كما سيأتي في باب مسح الرأس مرة <sup>(٥)</sup> إن شاء الله تعالى .

### ٢٩ ـ باب غَسْلِ الأعْقَابِ

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوْضًا ١٦٥ ـ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ \_ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالَّنَاسُ يَتَوَضَّثُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ \_ قَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِم عَ اللهِ قَالَ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

قوله: (باب غسل الأعقاب، وكان ابن سيرين) هذا التعليق وصله المصنف في التاريخ (٦) عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه ، وروى ابن أبي شيبة (٧) عن هشيم عن خالد

<sup>(</sup>١/ ١٧)، كتاب الوضوء، باب٧، ح٠١٠. (1)

<sup>(</sup>١/ ٤٩٦)، كتاب الوضوء، باب٣٨، ح١٨٥. **(Y)** 

<sup>(</sup>ص: ۲، ح۸). (٣)

<sup>(</sup>١/ ٤٤٧)، كتاب الوضوء، باب ٢٤، ح١٥٩. (1)

<sup>(</sup>١/ ٥٠٩)، كتاب الوضوء، باب٤٢، ح١٩٢. (0)

الكبير (١/ ٢٦٢)، ترجمة رقم: ٨٣٨، وتغليق التعليق (١/ ١٠٥). (1)

المصنف (٢/ ٣٩). **(V)** 

عنه: أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه، والإسنادان صحيحان، فيحمل على أنه كان واسعًا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك، وفي ابن ماجه عن أبي رافع مرفوعًا نحوه بإسناد ضعيف.

قوله: (محمد بن زياد) هو الجمحي المدنى لا الإلهاني الحمصي.

قوله: (وكان) الواوحالية من مفعول سمعت، والناس يتوضؤون حال من فاعل يمر.

قوله: (المطهرة) بكسر الميم هي الإناء المعد للتطهر منه.

قوله: (أسبغوا) بفتح الهمزة أي أكملوا، وكأنه رأى منهم تقصيرًا وخشى عليهم.

قوله: (فإن أبا القاسم) فيه ذكر رسول الله ﷺ بكنيته وهو حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن، وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه، وقد تقدم شرح الأعقاب(١)، وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبدالله بن عمرو(٢)، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها ، وفي الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» ولهذا ذكر في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم؛ لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقًا. والله

# ٠ ٣ ـ باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

١٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْج أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَأَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ: وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجِ قَالَ: رَأَيْتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الأرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْن، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُعُ بِٱلصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا الأرْكَانُ: فَإِنِّي لَمْ أَرَرَسُولَ اللَّهِ عَظِيَّ يَمَسُّ إِلا الْيَمَانِيَّيْنِ ، - وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ/ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُعُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبُعَ بِهَا، وَأَمَّا الإهْلالُ فَإِنِّي: لَمْ أَرَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تُنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

[الحديث: ١٦٦، أطرافه في: ١٥١٤، ١٥٥٧، ١٦٠٩، ١٦٦٥، ٥٨٥١

<sup>(</sup>١/ ٤٥٨)، كتاب الوضوء، باب٧٧، ح١٦٣. (1)

<sup>(</sup>١/٤٥٨)، كتاب الوضوء، باب٢٧، -١٦٣. (٢)

قوله: (باب غسل الرجلين في النعلين) ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك وإنما هو مأخوذ من قوله: «يتوضأ فيها» لأن الأصل في الوضوء هو الغسل، ولأن قوله «فيها» يدل على الغسل، ولو أريد المسح لقال عليها.

قوله: (ولا يمسح على النعلين) أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين، وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهما مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الرحمن ابن مهدي وغيره من الأثمة، واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما، قال: فكذلك النعلان لأنهما لا يفيدان القدمين. انتهى. وهو استدلال صحيح، لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، ولكن نشير إلى ملخص منها: فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُكَ مُ عَطفًا على ﴿ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين، فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة والثابت عنه خلافه، وعن عكرمة والشعبي وقتادة، وهو قول الشيعة، وعن الحسن البصري الواجب الغسل أو المسح، وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي على فإنه بيان للمراد.

وأجابواعن الآية بأجوبة منها أنه قرئ ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنصب عطفًا على ﴿ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ ، وقيل معطوف على محل برءوسكم كقوله: ﴿ يَجِالُ أَوِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ ﴾ [سبأ: ١٠] ، بالنصب وقيل المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين فحملوا قراءة الجرعلى مسح الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين ، وقرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريرًا حسنًا فقال ما ملخصه: بين القراءتين تعارض ظاهر ، والحكم فيما ظاهر ه التعارض أنه إن أمكن العمل بهما وجب ، وإلا عمل بالقدر الممكن ، ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة ؛ لأنه يؤدي إلى تكرار المسح لأن الغسل يتضمن المسح ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، فبقي أن يعمل بهما في حالين توفيقًا بين القراءتين وعملاً بالقدر الممكن ، وقيل إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة ؛ لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها فلمنع الإسراف عطفت ، وليس المراد أنها تمسح حقيقة ، ويدل على هذا المراد قوله : ﴿ إِلَى ٱلْكُعّبَيْنِ ﴾ لأن المسح رخصة فلا يقيد بالغاية ، ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف ، يقال مسح أطرافه المسح رخصة فلا يقيد بالغاية ، ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف ، يقال مسح أطرافه

لمن توضأ، ذكره أبو زيداللغوي وابن قتيبة وغيرهما.

قوله: (عبيد بن جريج) هو عدني مولى بني تميم، وليس بينه وبين ابن جريج الفقيه المكي مولى بني أمية نسب، وقد تقدم في المقدمة أن الفقيه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فقد يظن أن هذا عمه وليس كذلك، وهذا الإسناد كله مدنيون، وفيه رواية الأقران لأن عبيدًا وسعيدًا تابعيان من طبقة واحدة.

قوله: (أربعًا) أي أربع خصال.

قوله: (لم أر أحدًا من أصحابك) أي أصحاب رسول الله المعلقة والمراد بعضهم، والظاهر من السياق انفراد ابن عمر بما ذكر دون غيره ممن رآهم عبيد، وقال المازري(١٠): يحتمل أن يكون مراده لا يصنعهن غيرك مجتمعة وإن كان يصنع بعضها.

قوله: (الأركان) أي أركان الكعبة الأربعة، وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين الله من الصحابة الذين الرهم / عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها، وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحج (٢٠) إن شاء الله تعالى.

قوله: (السبتية) بكسر المهملة هي التي لا شعر فيها، مشتقة من السبت وهو الحلق قاله في التهذيب، وقيل السبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ، وقيل بالسبت بضم أوله وهو نبت يدبغ به قاله صاحب المنتهى، وقال الهروي: قيل لها سبتية لأنها انسبتت بالدباغ أي لانت به، يقال رطبة منسبتة أي لينة.

قوله: (تصبغ) بضم الموحدة وحكي فتحها وكسرها، وهل المراد صبغ الثوب أو الشعر؟ يأتي الكلام على ذلك حيث ذكره المصنف في كتاب اللباس (٣) إن شاء الله تعالى .

قوله: (أهل الناس) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول ذي الحجة .

قوله: (ولم تهل أنت حتى كان) ولمسلم حتى «يكون» (يوم التروية) أي الثامن من ذي الحجة، ومراده فتهل أنت حينتذ، وتبين من جواب ابن عمر أنه كان لا يهل حتى يركب قاصدًا إلى منى، وسيأتي الكلام على هذه المسألة أيضًا في الحج (٤) إن شاء الله تعالى.

 <sup>(1)</sup> المعلم(٢/٤٤).

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٥٣٨)، كتاب الحج، باب٥٥، ح١٦٠٨.

<sup>(</sup>٣) (١٣/ ٣٤)، كتأب اللباس، باب ٣٧، ح ٥٨٥١. وأحال فيه على باب ٣٣ منه، (١٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٥٣٨)، كتاب الحج، باب ٥٩، ١٦٠٨.

قوله: (قال عبدالله) أي ابن عمر مجيبًا لعبيد، وللمصنف في اللباس: «فقال له عبدالله بن عمر».

قوله: (اليمانيين) تثنية يمان والمراد بهما الركن الأسود والذي يسامته من مقابلة الصفا، وقيل للأسود يمان تغليبًا.

قوله: (فإني أحب أن أصبغ) وللكشميهني والباقين «فأنا أحب» كالتي قبلها، وسيأتي باقي الكلام على هذا الحديث في كتاب اللباس (١) إن شاء الله تعالى .

### ٣١ - باب التَّيَمُّن فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسْل

٦٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا».

[الحديث: ١٦٧، أطرافه في: ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٥، ١٢٥٧، ١٢٥٧، ٨١٢٥٨، ١٢٥٩، ١٢٦٠، ١٢٦٠، ١٢٦٠، ١٢٦٠، ١٢٦٠،

قوله (باب التيمن) أي الابتداء باليمين.

قوله: (إسماعيل) هو ابن علية، وخالدهو الحذاء، والإسناد كله بصريون.

قوله: (في غسل) أي في صفة غسل ابنته وهي زينب عليها السلام، كما سيأتي تحقيقه في كتاب الجنائز (٢) إن شاء الله تعالى .

١٦٨ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعْجِبُهُ النَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُّهُورِهِ وَفَى شَأْنِهِ كُلِّهِ.

[الحديث: ١٦٨، أطرافه في: ٤٢٦، ٥٨٥، ٥٨٥، ٥٩٢٦]

أورد المصنف من الحديث طرفًا ليبين به المراد بقول عائشة: «يعجبه التيمن» إذ هو لفظ مشترك بين الابتداء باليمين وتعاطي الشيء باليمين والتبرك وقصد اليمين، فبان بحديث أم عطية أن المراد بالطهور الأول.

<sup>(</sup>۱) (۱۳/ ۳۲۰)، كتاب اللباس، باب ۳۷، ح ۱ ۵۸۵.

<sup>(</sup>٢) (٧٠٦/٣)، كتاب الجنائز، باب٨، ح١٢٥٣.

قوله: (سمعت أبي) هو سليم بن أسود المحاربي الكوفي أبو الشعثاء مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وهو من كبار التابعين كشيخه مسروق فهما قرينان كما أن أشعث وشعبة قرينان وهما من كبار أتباع التابعين .

قوله: (كان يعجبه التيمن) قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة، وزاد المصنف في الصلاة (١) عن سليمان بن حرب عن شعبة: «ما استطاع» فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع.

قوله: (في تنعله) أي لبس نعله (وترجله) أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه، قال في المشارق (٢٠): رَجَّل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثاثر ويمد المنقبض، زاد أبو داودعن مسلم بن إبراهيم عن شعبة وسواكه .

وهي التي اعتمدها صاحب العمدة (٣) ، قال الشيخ تقي الدين: هو عام مخصوص؛ لأن دخول وهي التي اعتمدها صاحب العمدة (١) ، قال الشيخ تقي الدين: هو عام مخصوص؛ لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. انتهى ، وتأكيد «الشأن» بقوله: «كله» يدل على التعميم؛ لأن التأكيد يرفع المجاز فيمكن أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودة ، وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما تروك وإما غير مقصودة ، وهذا كله على تقدير إثبات الواو ، وأما على إسقاطها فقوله: «في شأنه كله» متعلق بيعجبه لا بالتيمن أي يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله إلخ. أي لا يترك ذلك سفرًا ولا حضرًا ولا في فراغه ولا شغله ونحو ذلك ، وقال الطيبي: قوله «في شأنه» بدل من قوله «في تنعله» بإعادة العامل. قال: وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل ، والترجُّل لتعلقه بالرأس ، والطهور لكونه مفتاح أبواب العبادة ، فكأنه نبه على جميع الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكل . قلت: ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله «في شأنه كله» على قوله «في تنعله» إلخ ، وعليها شرح ومميع ما قدمناه مبنى على ظاهر السياق الواردهنا .

لكن بيَّن المصنف في الأطعمة (٤) من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة أن أشعث شيخه كان

<sup>(</sup>١) (٢/ ١٥٧)، كتاب الصلاة، باب٤٧، ح٤٢٦.

**<sup>.(</sup>YAY/Y) (Y)** 

<sup>(</sup>۳) (ص: ۸، ح۱۰).

<sup>(</sup>٤) (١٢/ ٢٩٥)، كتاب الأطعمة، بابه، ح ٥٣٨٠.

يحدث به تارة مقتصرا على قوله «في شأنه كله» وتارة على قوله «في تنعله» إلخ، وزاد الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة أن عائشة أيضًا كانت تُجمله تارة وتبينه أخرى، فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل وغيره، ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأحوص وابن ماجه من طريق عمرو بن عبيد كلاهماعن أشعث بدون قوله «في شأنه كله»، وكأن الرواية المقتصرة على «في شأنه كله» من الرواية بالمعنى، ووقع في رواية لمسلم: «في طهوره ونعله» بفتح النون وإسكان العين أي هيئة تنعله، وفي رواية ابن ماهان في مسلم «ونعله» بفتح العين، وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتزيين، وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق كما سيأتي قريبًا، وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى، وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرجل، وبالشق الأيمن في الغسل. واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجدوفي الأكل والشرب باليمين، وقد أورده المصنف في هذه المواضع كلها.

قال النووي (۱): قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. انتهى. ومراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي، وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد، ولأنهما جُمعا في لفظ القرآن، لكن يشكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى، مع قولهم بأن الماء ما دام متر ددًا على العضو لا يسمى مستعملاً، وفي استدلالهم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد في صفة وضوء النبي على أنه توضأ منكسًا، وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على اليمنى. ووقع في البيان للعمراني والتجريد للبندنيجي نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة، وهو تصحيف من الشيعة، وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه، ولا يعرف ذلك عنه، بل قال الشيخ الموفق في المغني: لا نعلم في عدم الوجوب خلافًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المنهاج (۳/ ۱۵۹).

# / ٣٢ باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلاةُ

771

وَقَالَتْ عَافِشَةُ: حَضَرَتْ الصَّبْحُ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ فَنَزَلَ التَّيَعُّمُ

١٦٩ - حَدَّثَ نَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ فَلَمْ يَحِدُوهُ ، فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّوُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ .

[الحديث: ١٦٩، أطرافه في: ١٩٥، ٢٠٠، ٢٧٥٣، ٣٥٧٣، ٥٥٧٤]

قوله: (باب التماس الوضوء) بفتح الواو أي طلب الماء للوضوء (إذا حانت) بالمهملة أي قربت (الصلاة) والمراد وقتها الذي توقع فيه .

قوله: (وقالت عائشة) هذا طرف من حديثها في قصة نزول آية التيمم وسيأتي في كتاب التيمم (١) إن شاء الله تعالى، وساقه هنا بلفظ عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وهو موصول عنده في تفسير المائدة (٢)، قال ابن المنير (٣): أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت لأن النبي الله المينكر عليهم التأخير فدل على الجواز.

قوله: (فالتمس) بالضم على البناء للمفعول، وللكشميهني: «فالتمسوا».

قوله: (وحان) وللكشميهني: (وحانت) والواو للحال بتقدير قد.

قوله: (الوضوء) بفتح الواو، أي الماء الذي يتوضأبه.

قوله: (فلم يجدوا) وللكشميهني: «فلم يجدوه» بزيادة الضمير.

قوله: (فأتي) بالضم على البناء للمفعول، وبين المصنف في رواية قتادة (٤٠): أن ذلك كان بالزوراء وهو سوق بالمدينة.

قوله: (بوضوء) بالفتح أي بإناء فيه ماء ليتوضأ به، ووقع في رواية ابن المبارك(٥): «فجاء

<sup>(</sup>۱) (۲/۹)، کتاب التیمم، باب ۱، ح ۳۳٤.

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ٨٥)، كتاب التفسير، باب٣، ح٢٦٠٨.

<sup>(</sup>٣) المتواري (ص: ٦٩-٧٠).

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٢٢٥)، كتاب المناقب، باب٢٥، ح٢٥٧٢.

<sup>(</sup>٥) (٨/ ٢٢٥)، كتاب المناقب، باب٢٥، ح٧٥٧٤.

رجل بقدح فيه ماء يسير، فصغر أن يبسط ﷺ فيه كفه فضم أصابعه». ونحوه في رواية حميد الآتية في باب الوضوء من المخضب (١).

قوله: (ينبع) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها، وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب علامات النبوة (٢٠) مستوعبًا إن شاء الله تعالى .

قوله: (حتى توضؤوا من عند آخرهم) قال الكرماني (٣): «حتى» للتدريج، و «من» للبيان، أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم، قال: وعند بمعنى في لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية، فكأنه قال: الذين هم في آخرهم. وقال التيمي: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، وقال النووي (٤): من هنا بمعنى إلى وهي لغة، وتعقبه الكرماني بأنها شاذة، قال: ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند، ويلزم عليه وعلى ما قال التيمي أن لا يدخل الأخير، لكن ما قاله الكرماني من أن: «إلى» لا تدخل على «عند»، لا يلزم مثله في «من» إذا وقعت بمعنى إلى، وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال: عند زائدة. وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في ماثة فضل عن وضوئه. وفيه أن اغتراف المتوضى من الماء القليل لا يصير الماء مستعملاً، واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لاحتم.

(تنبيه): قال ابن بطال<sup>(٥)</sup>: هذا الحديث \_ يعني حديث نبع الماء \_ شهده جمع من الصحابة، إلا/ أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند، كذا الله وقد قال القاضي عياض: هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلاً عن جملة من الصحابة، بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملتحق بالقطعي من معجزاته. انتهى. فانظر كم بين الكلامين من التفاوت. وسنحرر هذا الموضع في كتاب علامات النبوة (٢) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۱ه)، کتاب الوضوء، باب٤٥، ح١٩٥.

<sup>(</sup>٢) (٨/ ٢٣١)، كتاب المناقب، باب٢٥، ح٢٥٧٢.

<sup>(</sup>٣) (٣/٥)، وفيه: للتصريح بدل: التدريج.

<sup>(</sup>٤) المنهاج (١٥/٣٨).

<sup>(4) (1/357).</sup> 

<sup>(</sup>٦) (٨/ ٢٣٠)، كتاب المناقب، باب٢٥، ح٧٥٥١.

## ٣٣ ـ باب الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

وَكَانَ عَطَاءٌ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُتَخَذّ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ وَسُؤْرِ الْكِلابِ وَمَمَرَّهَا فِي الْمَسْجِدِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ يَقُولُ اللهُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة: ٦]، وَهَذَا مَاءٌ. وَفِي النَّفُس مِنْهُ شَيْءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ

قوله: (باب الماء) أي حكم الماء (الذي يغسل به شعر الإنسان). أشار المصنف إلى أن حكمه الطهارة؛ لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره، فلو كان نجسًا لتنجس الماء بملاقاته، ولم ينقل أن النبي على تجنب ذلك في اغتساله، بل كان يخلل أصول شعره كما سيأتي (١١)، وذلك يفضي غالبًا إلى تناثر بعضه فدل على طهارته، وهو قول جمهور العلماء، وكذا قاله الشافعي في القديم، ونص عليه في الجديد أيضًا وصححه جماعة من أصحابه وهي طريقة الخراسانيين، وصحح جماعة القول بتنجيسه وهي طريقة العراقيين، واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع، وتعقب بأن شعر النبي على مكرم لا يقاس عليه غيره، ونقضه ابن المنذر والخطابي وغيرهما بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل عدمه، قالوا: ويلزم القائل بذلك أن لا يحتج على طهارة المني بأن عائشة كانت تفركه من ثوبه على الأمكان أن يقال له منيه طاهر فلا يقاس على غيره، والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا فيما خص بدليل.

وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصه، فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الأمر بين أثمتهم على القول بالطهارة، وهذا كله في شعر الآدمي، أما شعر الحيوان غير المأكول المذكى ففيه اختلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا، فالأصح عند الشافعية أنه ينجس بالموت، وذهب جمهور العلماء إلى خلافه، واستدل ابن المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت ولا بالانفصال بأنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية، وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية، فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها، وعلى التسوية بين حالتي الموت والانفصال. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۱۲)، كتاب الغسل، باب۱، ح۲٤٨.

وقال البغوي في شرح السنة في قوله ﷺ في شاة ميمونة : ﴿إنما حرم أكلها » : يستدل به لمن ذهب إلى أن ما عدا ما يؤكل من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به . اهـ. وسيأتي الكلام على ريش الميتة وعظمها في باب مفرد من هذا الكتاب(١) إن شاء الله تعالى .

قوله: (وكان عطاء) هذا التعليق (٢) وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح إلى عطاء وهو ابن أبي رباح أنه كان لا يرى بأسًا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمني

قوله: (وسؤر الكلاب) هوبالجر عطفًا على قوله: «الماء» والتقدير وباب سؤر الكلاب أي ما حكمه؟ والسؤر البقية. والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته. وفي بعض النسخ بعد قوله في المسجد «وأكلها» وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل.

 $rac{1}{2}$ قوله: (وقال الزهري إذا ولغ الكلب) جمع المصنف في هذا الباب/ بين مسألتين وهما حكم شعر الآدمي وسؤر الكلب. فذكر الترجمة الأولى وأثرها معها، ثم ثنى بالثانية وأثرها ٢٧٣ معها، ثم رجع إلى دليل الأولى من الحديث المرفوع، ثم ثني بأدلة الثانية. وقول الزهري هذا رواه الوليد ابن مسلم في مصنفه (٣) عن الأوزاعي وغيره عنه ولفظه: «سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره، قال: يتوضأ به»، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح.

قوله: (وقال سفيان) المتبادر إلى الذهن أنه ابن عيينة لكونه معروفًا بالرواية عن الزهري دون الثوري، لكن المراد به هنا الثوري، فإن الوليد بن مسلم عقب أثر الزهري هذا بقوله: فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال والله هذا الفقه بعينه . . . فذكره ، وزاد بعد قوله شيء : «فأرى أن يتوضأ به ويتيمم»، فسمى الثوري الأخذ بدلالة العموم فقها، وهي التي تضمنها قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجِمُ دُوا مَآءً ﴾ لكونها نكرة في سياق النفي فتعم ولا تخص إلا بدليل، وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم. وزاد من رأيه التيمم احتياطًا، وتعقبه الإسماعيلي بأن اشتراطه جواز التوضؤ به إذا لم يجد غيره يدل على تنجيسه عنده ؛ لأن الطاهر يجوز التوضؤ به مع وجود غيره. وأجيب بأن المراد أن استعمال غيره ممالم يختلف فيه أولى،

<sup>(</sup>١/ ٥٨٣)، كتاب الوضوء، باب٦٧. (1)

انظر: تغليق التعليق (١/ ١٠٧). **(Y)** 

انظر: تغليق التعليق (١٠٨٤١٠٧). (٣)

فأما إذا لم يجد غيره فلا يعدل عند وهو يعتقد طهارته إلى التيمم.

وأما فتيا سفيان بالتيمم بعد الوضوء به؛ فلأنه رأى أنه ماء مشكوك فيه من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة، وقد تعقب بأنه يلزم من استعماله أن يكون جسده طاهرًا بلا شك فيصير باستعماله مشكوكًا في طهارته، ولهذا قال بعض الأثمة: الأولى أن يريق ذلك الماء ثم يتيمم. والله أعلم.

(تنبيه): وقع في رواية أبي المحسن القابسي عن أبي زيد المروزي في حكاية قول سفيان: يقول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء. وكذا حكاه أبو نعيم في المستخرج على البخاري، وفي باقي الروايات ﴿ فَلَمْ يَحِدُوا ﴾ وهو الموافق للتلاوة. وقال القابسي: وقد ثبت ذلك في الأحكام لإسماعيل القاضي \_ يعني بإسناده إلى سفيان \_ قال: وما أعرف من قرأ بذلك، قلت: لعل الثوري حكاه بالمعنى وكان يرى جواز ذلك، وكأن هذا هو الذي جر المصنف أن يأتي بمثل هذه العبارة في كتاب التيمم (١) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

١٧٠ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيُ ﷺ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنْسٍ - أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنْسٍ - فَقَالَ: لأَنْ تَكُونَ عَنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

[الحديث: ١٧٠، طرفه في: ١٧١]

١٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ آبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ.

[تقدم في: ١٧٠]

قوله: (عن عاصم) هو ابن سليمان، وابن سيرين هو محمد، وعبيدة هو ابن عمرو السلماني أحدكبار التابعين المخضرمين أسلم قبل وفاة النبي على السلماني أحدكبار التابعين المخضرمين أسلم قبل وفاة النبي على السلماني أحد كبار التابعين المخضر مين أسلم قبل وفاة النبي على السلماني أحد كبار التابعين المخضر مين أسلم قبل وفاة النبي على المسلم ال

قوله: (من شعر النبي ﷺ) أي شيء.

قوله: (أصبناه) أي حصل لنا من جهة أنس بن مالك، وأراد المصنف بإيراد هذا الأثر تقرير أن الشعر الذي حصل لأبي طلحة كما في الحديث الذي يليه بقي عند آل بيته إلى أن صار لمواليهم منه لأن سيرين والد محمد كان مولى أنس بن مالك، وكان أنس/ ربيب أبي طلحة.

<sup>(</sup>١) (٢/٥)، كتاب التيمم، قبل باب١.

ووجه الدلالة منه على الترجمة أن الشعر طاهر وإلا لما حفظوه ولا تمنى عبيدة أن يكون عنده شعرة واحدة منه، وإذا كان طاهرًا فالماء الذي يغسل به طاهر.

قوله: (حدثنا عباد) هو ابن عباد المهلبي، وقد نزل البخاري في هذا الإسناد لأنه قد سمع من شيخ شيخه سعيد بن سليمان، بل سمع من أبي عاصم وغيره من أصحاب ابن عون فيقع بينه وبين ابن عون واحد، وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس.

قوله: (لما حلق) أي أمر الحلاق فحلقه، فأضاف الفعل إليه مجازًا، وكان ذلك في حجة الوداع كما سنبينه.

قوله: (كان أبو طلحة) يعنى الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس، وقد أخرج أبو عوانة في صحيحه هذا الحديث من طريق سعيد بن سليمان المذكور أُبْيَنَ مما ساقه محمد بن عبد الرحيم ولفظه: «أن رسول الله على أمر الحلاق فحلق رأسه، ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس». ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ: «لما رمي الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس،»، وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن فيمن يليه، وفي لفظ: «فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين، وأعطى الأيسر أم سليم»، وفي لفظ «أبا طلحة» ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره ﷺ أيضًا، زاد أحمد في رواية له لتجعله في طيبها، وعلى هذا فالضمير في قوله: «يقسمه» في رواية أبي عوانة يعود على الشق الأيمن، وكذا قوله في رواية ابن عيينة: «فقال اقسمه بين الناس» قال النووي(١): فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وهو قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة، وفيه طهارة شعر الآدمي وبه قال الجمهور وهو الصحيح عندنا، وفيه التبرك بشعره ﷺ وجواز اقنائه، وفيه المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية. أقول: وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة، وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره، قال: واختلفوا في اسم الحالق فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكر البخاري، وقيل هو خراش بن أمية وهو بمعجمتين. انتهى. والصحيح أن خراشًا كان الحالق بالحديبية . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) المنهاج (٩/ ٥٣).

وقع هنا\_في رواية ابن عساكر - قبل إيراد حديث مالك: «باب إذا شرب الكلب في الإناء».

١٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا شَوْبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا ».

قوله: (إذا شرب) كذا هو في الموطأ، والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه "إذا ولغ"، وهو المعروف في اللغة، يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركه. وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه، زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب. وقال ابن مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه. وقال المطرزي (1): فإن كان فارغًا يقال لحسه. وادعى ابن عبد البر أن لفظ «شرب» لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ «ولغ»، وليس كما ادعى فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: «إذا شرب»، لكن المشهور عن هشام بن حسان بغن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: «إذا شرب»، لكن المشهور عن هشام بن حسان بغن ابن عمر أخرجه الجوزقي، وكذا المغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له أخرجه أبو يعلي، نعم وروي عن مالك بلفظ: «إذا ولغ» أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطآت له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضًا، وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كمابينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه.

ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلاً، ويكون ذكر الولوغ للغالب، وأما إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلك لأن فمه أشرفها فيكون الباقي من باب الأولى، وخصه في القديم بالأول، وقال النووي في الروضة: إنه وجه شاذ. وفي شرح المهذب: إنه القوي من حيث الدليل، والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات.

قوله: (في إناء أحدكم) ظاهره العموم في الآنية، ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلاً،

<sup>(</sup>١) المغرب(٢/ ٢٤٢).

وبه قال الأوزاعي مطلقا، لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير، والإضافة التي في إناء أحدكم يلغى اعتبارها هنا؛ لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه، وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل. وزاد مسلم والنسائي من طريق على بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث «فليرقه» وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيس، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعامًا، فلو كان طاهرًا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال، لكن قال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه. وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن مندة: لا تُعرف عن النبي ين مسهر بهذا الإسناد. قلت: قد ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف. وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أبوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره.

قوله: (فليغسله) يقتضي الفور، لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء.

قوله: (سبعًا) أي سبع مرار، ولم يقع في رواية مالك التتريب ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين، على أن بعض أصحابه لم يذكره. وروى أيضًا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار، واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب، فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه: «أو لاهن» وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين وكذا في رواية أبي رافع المذكورة، واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه: «أو لاهن» أيضًا أخرجه الدارقطني، وقال أبان عن قتادة: «السابعة» أخرجه أبو داود، وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين: «أو لاهن أو إحداهن»، وفي رواية السدي عن البزار: «إحداهن» وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه، فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأو لاهن والسابعة معينة و «أو» إن كانت في نفس الخبر فهي لتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما؛ لأن فيه زيادة على / الرواية المعينة، وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم والبويطي وصرح به المرعشي وغيره من الأصحاب وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بحثًا، وهو منصوص كما ذكرنا.

وإن كانت «أو» شكًا من الراوي فرواية مَنْ عَيَّن ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضًا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى. والله أعلم.

وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعًا، وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة، وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع، وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير ؛ لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبًا، وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة، وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بغسله، وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلاً وثو كان ما يغسل به أقل مما أريق.

(فائدة): خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلاً مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم؛ لأن التتريب لم يقع في رواية مالك، قال القرافي منهم: قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب، والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرًا عندهم. وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس كما سيأتي. وعن مالك رواية بأنه نجس، لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد، لكن يرد عليه قوله عن أبي هريرة: "طهور إناء أحدكم"؛ لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعين الخبث، وأجيب بمنع الحصر لأن التيمم لا يرفع الحدث وقد قيل له طهور المسلم، ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى: ﴿ خُذَ مِنَ أَمَوَلِكِمُ مَا مَوَلَكُمُ الله النوبة: ٩] وقوله الله على غير ذلك كقوله تعالى: ﴿ خُذَ مِنَ أَمَوَلِكُمُ السواك مطهرة للفم ».

والجواب عن الأول بأن التيمم ناشئ عن حدث فلما قام مقام ما يطهر الحدث سمي طهورًا، ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله (۱)، والجواب عن الثاني أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل، ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون

<sup>(</sup>١) وهو الصواب لظاهر الكتاب والسنة، وليس من معنى منع ذلك حجة يحسن الاعتماد عليها. [ابن باز].

فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل، وإلى قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه ؛ لأن الظاهر من اللام في قوله الكلب أنها للجنس أو لتعريف الماهية فيحتاج المدعى أنها للعهد إلى دليل، ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي والحضري، ودعوى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب، وأن الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطب لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع منه كقوله: «صبوا على من سبع قرب»، وقوله: «من تصبح بسبع تمرات عجوة، وتُعُقِّبَ بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه؟ وأجاب حفيد ابن رشد بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب منه، أما في ابتدائه فلا يمتنع. وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل والتعليل بالتنجيس أقوى؟ لأنه في معنى المنصوص.

وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه/ والمشهور عن المالكية أيضًا 🔔 التفرقة بين إناء الماء فيراق ويغسل وبين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبدًا؛ لأن الأمر بالإراقة عام فيخص الطعام منه بالنهي عن إضاعة المال، وعورض بأن النهي عن الإضاعة مخصوص بالأمر بالإراقة ويترجح هذا الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات ولو عظم ثمنه، فثبت أن عموم النهي عن الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة.

وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة طارئة كأكل الميتة مثلاً ، لكن الأول أرجح إذ هو الأصل ، ولأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة مثلاً، وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس كأن يقال لعابه نجس ففمه نجس؛ لأنه متحلب منه واللعاب عرق فمه وفمه أطيب بدنه فيكون عرقه نجسًا، وإذا كان عرقه نجسًا كان بدنه نجسًا؛ لأن العرق متحلب من البدن، ولكن هل يلتحق باقى أعضائه بلسانه في وجوب السبع والتتريب أم لا؟ تقدمت الإشارة إلى ذلك من كلام النووي.

وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب، واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور، منها: كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع، وتُعُقِّب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه، ومع الاجتمال لا يثبت النسخ، وأيضًا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعًا ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر، أما

النظر: فظاهر وأما الإسناد؛ فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالفة: فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الأول في القوة بكثير.

ومنها: أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب، ولم يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى. وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منها في تغليظ الحكم، وبأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار.

ومنها: دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر بالغسل، وتُعُقِّبَ بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متأخر جدًا؛ لأنه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل، وقد ذكر ابن مغفل أنه سمع على يأمر بالغسل وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة، بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب.

ومنها: إلزام الشافعية بإيجاب ثمان غسلات عملاً بظاهر حديث عبد الله بن مغفل الذي أخرجه مسلم ولفظه: «فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب، وفي رواية أحمد: «بالتراب»، وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن يتركوا هم العمل بالحديث أصلاً ورأسًا؛ لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجهًا فذاك، وإلا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به، قاله ابن دقيق العيد، وقد اعتذر بعضهم عن العمل به بالإجماع على خلافه، وفيه نظر لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري، وبه قال أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماني عنه ، ونقل عن الشافعي أنه قال : هو حديث لم أقف على صحته، ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته، وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث ابن مغفل، والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع، والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس، والزيادة من الثقة مقبولة، ولو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلاً ؟ لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته ، ومع ذلك فقلنا به أُخذًا بزيادة الثقة. وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال: لما كان - التراب جنسًا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودًا باثنتين، وتعقبه أبن دقيق/ العيد بأن قوله: «وعفروه الثامنة بالتراب» ظاهر في كونها غسلة مستقلة، لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازا وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب في الأولى، والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر

جدًا، ويمكن أن يفره بالتصنيف، ولكن هذا القدر كاف في هذا المختصر ، والله المستعان .

\*\*\*

١٧٣ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ رَجُلاً رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَسِ فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَةَ ».

[الحديث: ١٧٣، أطرافه في: ٢٣٦٣، ٢٤٦٦، ٩٠٠٩]

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور الكوسج كما جزم به أبو نعيم في المستخرج، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث، وشيخه عبد الرحمن تكلم فيه بعضهم لكنه صدوق ولم ينفرد بهذا الحديث، والإسناد منه فصاعدًا مدنيون، وأبوه وشيخه أبو صالح السمان تابعيان.

قوله: (أن رجلاً) لم يسم هذا الرجل وهو من بني إسرائيل كما سيأتي.

قوله: (يأكل الثرى) بالمثلثة أي يلعق التراب الندي. وفي المحكم الثرى التراب، وقيل التراب الذي إذا بل لم يصر طينًا لازبًا.

قوله: (من العطش) أي بسبب العطش.

قوله: (يغرف له به) استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب لأن ظاهره أنه سقى الكلب فيه، وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه اختلاف، ولو قلنا به لكان محله فيما لم ينسخ، ومع إرخاء العنان لا يتم الاستدلال به أيضًا لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم يلبسه بعد ذلك.

قوله: (فشكر الله له) أي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة، وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في باب فضل سقي الماء من كتاب الشرب (١) إن شاء الله تعالى.

١٧٤ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زُمَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَالَيْ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

قوله: (وقال أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة .

قوله: (حمزة بن عبد الله) أي ابن عمر بن الخطاب. (كانت الكلاب) زاد أبو نعيم والبيهقي (٢) في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولاً بصريح

١) (١/٣/٦)، كتاب المساقاة، باب٩، ح٢٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبير (١/ ٢٤٣).

التحديث قبل قوله تقبل: «تبول» وبعدها واو العطف، وكذا ذكر الأصيلي أنها في رواية إبراهيم ابن معقل عن البخاري، وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد شيخ شبيب بن سعيد المذكور، وعلى هذا فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها قاله ابن المنير. وتُعُقِّب بأن من يقول إن الكلب يؤكل وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق، لاسيما وقد قال جمع: بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي، وممن قال به ابن وهب حكاه الإسماعيلي وغيره عنه وسيأتي في باب غسل البول (١).

وقال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد، إذلم يكن/ عليه في ذلك الوقت غلق. قال: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه. وتعقب بأنه إذا قيل بطهار تها لم يمتنع ذلك كما في الهرة، والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: «اجتنبوا اللغو في المسجد» قال ابن عمر: وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله وكانت الكلاب. . . إلخ، فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب.

وأما قوله: "في زمن رسول الله على فهو وإن كان عامًا في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد، وفي قوله: "فلم يكونوا يرشون" مبالغة لدلالته على نفي الغسل من باب الأولى، واستدل بذلك ابن بطال (٢) على طهارة سؤره ؛ لأن من شأن الكلاب أن تتبع مواضع المأكول، وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلا المسجد فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء المسجد، وتُعقِب بأن طهارة المسجد متيقنة وما ذكر مشكوك فيه، واليقين لا يرفع بالشك، ثم إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الأمر بالغسل من ولوغه، واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله: "لم يكونوا يرشون" يدل على نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا

<sup>(</sup>١) (٥٤٨/١)، كتاب الوضيرة، باب٥٦، ح٢١٧.

<sup>(1\</sup> KEY\_PEY).

أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك، ولا يخفي ما فيه.

(تنبيه): حكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه أبدل قوله يرشون بلفظ: «يرتقبون» بإسكان الراء ثم مثناة مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحدة، وفسره بأن معناه لا يخشون فصحف اللفظ، وأبعد في التفسير لأن معنى الارتقاب الانتظار، وأما نفي الخوف من نفي الارتقاب فهو تفسير ببعض لوازمه. والله أعلم.

١٧٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا أَكُلَ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَى نَفْسِهِ \* قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ: ﴿ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبِ آخَرَ ».

[الحديث: ١٧٥، أطرافه في: ٢٠٥٤، ٢٠٥٥، ٢٧٥، ٢٧٥٥، ٣٨٥، ١٨٥٥، ٥٨٥، ٢٨٥٥، ٥٤٨٥، ٥٤٨٥، ٥٤٨٥، ٥٤٨٥، ٥٤٨٧]

قوله: (ابن أبي السفر) تقدم في المقدمة أن اسمه عبدالله، وأن السفر بفتح الفاء، ووهم من سكّنها.

قوله: (عدي بن حاتم) أي الطائي.

قوله: (سألت) أي عن حكم صيد الكلاب، وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة الجواب عليه، وقد صرح به المصنف من طريق أخرى في الصيد (١) كما سيأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. وإنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه في طهارة سؤر الكلب، ومطابقته للترجمة من قوله فيها: «وسؤر الكلاب»، ووجه الدلالة من الحديث أن النبي على أذن له في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه، ومن ثم قال مالك: كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسًا؟ وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته، وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها. ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من خرح نابه، لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم، فلعله وكله أيضًا إلى ما تقرر عنده من غسل ما يماسه/ فمه، وقال ابن المنير: عند الشافعية أن السكين إذا سقيت بماء نجس وذبح بها نجست الذبيحة، وناب الكلب عندهم نجس العين، وقد وافقونا على أن ذكاته شرعية لا

<sup>(</sup>١) (٢١/ ٢١)، كتاب الذبائح والصيد، باب ١، ح٥٤٧٥.

تُنجس المذكي، وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعضّ الكلب ثبوت الإجماع على أنها لا تصير متنجسة، فما ألزمهم به من التناقض ليس بلازم، على أن في المسألة عندهم خلافًا، والمشهور وجوب غسل المعضّ، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة.

## ٤ ٣ ـ باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُصُوءَ إِلا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

وَقَوْلُ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِنَكُمْ مِنَ ٱلْفَآبِطِ ﴾ [المائدة: ٦] وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ. وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاةِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَيْهِ الصَّلاةِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَيْهِ الصَّلاةِ أَعَادَ الصَّلاةِ وَقَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَةً: لا وُضُوءَ إلا مِنْ حَدَثٍ. وَيُدْكُرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَعَلَا الْحَسَنُ فِي غَرْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِي رَجُلٌ بِسَهُم فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: فَي مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلِّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ. وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ: مَا لِللَّهُ وَضُوءٌ. وَعَصَرَ إَبْنُ عُمَرَ بَثُرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوضَا أَ. وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمَا فَمَنَ فِي الدَّم وُضُوءٌ. وَعَصَرَ إَبْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ فَمَا عَمْ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ فَعَمْ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ

قوله: (باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) الاستثناء مفرغ، والمعنى من لم ير الوضوء واجبًا من الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من القبل والدبر، وأشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهما، ويمكن أن يقال: إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين: فالنوم مظنة خروج الريح، ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذي.

قوله: (لقوله تعالى: ﴿ أَوَجَاءَ أَحَدُّ مِن الْفَايِطِ ﴾) فعلق وجوب الوضوء - أو التيمم عند فقد الماء - على المجيء من الغائط، وهو المكان المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين، وقوله: ﴿ أَوَ لَنَمَسَّتُمُ ٱلنِسَاءَ ﴾ المائدة: ٦] دليل الوضوء من ملامسة النساء، وفي معناه مس الذكر مع صحة الحديث فيه، إلا أنه ليس على شرط الشيخين، وقد صححه مالك وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين.

قوله: (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة (١) وغيره بنحوه

<sup>(</sup>١) المصنف (١/ ٣٩).

وإسناده صحيح، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان، قالوا لا ينقض النادر، وهو قول مالك قال: إلا إن حصل معه تلويث.

قوله: (وقال جابر) هذا التعليق<sup>(۱)</sup> وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح من قول جابر، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعًا لكن ضعفها. والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه قالوا: يَنْقُضُ الضحك إذا وقع داخل الصلاة لاخارجها، قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا يَنْقُض خارج الصلاة، واختلفوا إذا وقع فيها، فخالف من قال به القياس الجلي، وتمسكوا بحديث لا يصح، وحاشا أصحاب رسول الله على أنهم لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك بل خصوه بالقهقهة.

111

قوله: (وقال الحسن) أي ابن أبي الحسن البصري، والتعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح. والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عتيبة وحماد قالوا: من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء، ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك، وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة (٢) بإسناد صحيح ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود، وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمها، فمن أوجبها قال: يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل، ومن لم يوجبها قال: يكتفي بغسل رجليه وهو الأظهر من مذهب الشافعي، وقال في الموطأ: أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم: يجب الاستئناف وإن لم تجب الموالاة، وعن الليث عكس ذلك.

قوله: (وقال أبو هريرة) وصله (٣) إسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح من طريق مجاهد عنه موقوفًا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعًا وزاد: «أو ريح».

قوله: (ويذكر عن جابر) وصله (٤) ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني صدقة بن يسار

<sup>(</sup>١) انظر: تغليق التعليق (١/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) المصنف (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تغليق التعليق (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تغليق التعليق (١١٣/١).

عن عقيل بن جابر عن أبيه مطولاً، وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق، وشيخه صدقة ثقة، وعقيل بفتح العين لا أعرف راويًا عنه غير صدقة، ولهذا لم يجزم به المصنف، أو لكونه اختصره، أو للخلاف في ابن إسحاق.

قوله: (في غزوة ذات الرقاع) سيأتي الكلام عليها في المغازي (١) إن شاء الله تعالى . قوله: (فرمي) بضم الراء .

قوله: (رجل) تبين من سياق المذكورين سبب هذه القصة، ومحصلها أن النبي على نزل بشعب فقال: من يحرسنا الليلة؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فباتا بفم الشعب فاقتسما الليل للحراسة، فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي، فجاء رجل من العدو فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته، ثم رماه بثان فصنع كذلك، ثم رماه بثالث فانتزعه وركع وسجد وقضى صلاته، ثم أيقظ رفيقه. فلما رأى ما به من الدماء قال له: لم لا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن لا أقطعها. وأخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر وسمى الأنصاري المذكور عباد بن بشر، والمهاجري عمار بن ياسر، والسورة الكهف.

قوله: (فنزفه) قال آبن طريف في الأفعال: يقال نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيرًا حتى يضعفه فهو نزيف ومنزوف، وأراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية في آن الدم السائل ينقض الوضوء، فإن قيل: كيف مضى في صلاته مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه واجتناب النجاسة فيها واجب؟ أجاب الخطابي (٢) بأنه يحتمل أن يكون الدم جرى من الجراح على سبيل الدفق بحيث لم يصب شيئا من ظاهر بدنه وثيابه، وفيه بعد. ويحتمل أن يكون الدم أصاب الثوب فقط فنزعه عنه ولم يسل على جسمه إلا قدر يسير معفوعنه، ثم الحجة قائمة به على كون خروج الدم لا ينقض، ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه. والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن وهو البصري قال (٣): ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دمًا.

<sup>(</sup>١) (٩/ ٢٢١)، كتاب المغازي، باب ٣١، ح ٤١٢٥.

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (١/ ٦١)، باب الوضوع من الدم، وفيه: على سبيل الزَّوق، بدل: الدفق،

<sup>(</sup>٣) انظر: تغليق التعليق (١١٧١).

1

قوله: (وقال طاوس) هو ابن كيسان التابعي المشهور، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة (۱) بإسناد صحيح ولفظه: «أنه كان لا يرى في الدم وضوءًا، يغسل عنه/ الدم ثم حسبه».

قوله: (ومحمد بن علي) أي ابن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر، وأثره هذا رويناه موصولاً (۲) في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بسمويه من طريق الأعمش قال: سألت أبا جعفر الباقر عن الرعاف، فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء. وعطاء هو ابن أبي رباح وأثره هذا وصله عبد الرزاق (۲) عن ابن جريج عنه.

قوله: (وأهل الحجاز) هو من عطف العام على الخاص؛ لأن الثلاثة المذكورين قبل حجازيون، وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب، وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهو قول مالك والشافعي.

قوله: (وعصر ابن عمر) وصله ابن أبي شيبة (٤) بإسناد صحيح وزاد قبل قوله ولم يتوضأ: «ثم صلى».

قوله: (بثرة) بفتح الموحدة وسكون المثلثة ويجوز فتحها، هي خُرَّاج صغير يقال: بثر وجهه مثلث الثاء المثلثة.

قوله: (وبزق ابن أبي أوفى) هو عبد الله الصحابي ابن الصحابي، وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه (٥) عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك. وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه فالإسناد صحيح.

قوله: (وقال ابن عمر) وصله الشافعي وابن أبي شيبة (٢) بلفظ: «كان إذا احتجم غسل محاجمه».

قوله: (والحسن) أي البصري، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة (٧) أيضًا ولفظه: «أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال يغسل أثر محاجمه».

<sup>(</sup>١) المصنف (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تغليق التعليق (١ / ١١٧).

<sup>(</sup>٣) المصنف (١/ ١٤٣، رقم ٥٤٦).

<sup>(</sup>٤) المصنف (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: تغليق التعليق (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٦) المصنف (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٧) المصنف (١/ ٤٣).

(تنبيه): وقع في رواية الأصيلي وغيره «ليس عليه غسل محاجمه» بإسقاط أداة الاستثناء، وهو الذي ذكره الإسماعيلي، وقال ابن بطال (۱): ثبتت «إلا» في رواية المستملي دون رفيقيه. انتهى. وهي في نسختي ثابتة من رواية أبي ذر عن الثلاثة، وتخريج التعليق المذكور يؤيد ثبوتها، وقد حكي عن الليث أنه قال : يجرئ المحتجم أن يمسح موضع الحجامة ويصلي ولا يغسله.

1٧٦ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ » فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: الصَّوْتُ \_ يَعْنِى الضَّرْطَةَ \_.

[الحديث: ١٧٦، أطرافه في: ٤٤٥، ٤٤٧، ٢٤٧، ٨٦٤، ٢٥٩، ٢١١٩، ٣٢٢٩ ١٧٧٤]

قوله: (ابن أبي ذئب) تقدم أن اسمه محمد بن عبد الرحمن، والإسناد كله مدنيون إلا آدم وقد دخلها.

قوله: (ما كان في المسجد)، أي ما دام، وهي رواية الكشميهني، والمراد أنه في ثواب الصلاة ما دام ينتظرها وإلا لامتنع عليه الكلام ونحوه، وقال الكرماني (٢): نَكَر قوله: «في صلاة» ليشعر بأن المرادنوع صلاته التي ينتظرها، وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الصلاة في أبواب صلاة الجماعة (٣)

قوله: (أعجمي) أي غير فصيح بالعربية سواء كان عربي الأصل أم لا، ويحتمل أن يكون هذا الأعجمي هو الحضرمي الذي تقدم ذكره في أوائل كتاب الوضوء (٤٠).

قوله: (قال الصوت) كذا فسره هنا، ويؤيده الزيادة المذكورة قبل في رواية أبي داود وغيره حيث قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» فكأنه قال: لا وضوء إلا من ضراط أو فساء، وإنما خصهما بالذكر دون ما هو أشد منهما لكونهما لا يخرج من المرء غالبًا في المسجد غيرهما، فالظاهر أن السؤال وقع عن الحدث الخاص وهو المعهود وقوعه غالبًا في الصلاة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الوضوء (٥).

<sup>(1) (1/</sup>۲۷۲).

<sup>(</sup>Y) (Y\r1).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٥٠٠)، كتاب الأذان، باب٣٦، ح٥٦، و(٢/ ٤٨٩)، كتاب الأذان، باب٣٠، ح١٤٧.

<sup>(</sup>٤) (١/٧٠١)، كتاب الوضوء، باب ٢، ح١٣٥، وفيه: قال رجل من حضر موت.

<sup>(</sup>٥) (١١/١١)، كتاب الوضوء، باب ٤، - ١٣٧.

/ ١٧٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمَّهِ عَنِ النَّامِيِّ قَالَ: «لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

[تقدم في: ١٣٧ ، الأطراف: ١٣٧ ، ٢٠٥٦]

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي، وإن كان هشام بن عمار يكنى أيضا أبا الوليد، ويروي أيضًا عن ابن عيينة ويروي عنه البخاري.

قوله (عن عمه) هو عبد الله بن زيد المازني، وتقدم الكلام على حديثه هذا في: «باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» (١) وأورده هنا لظهور دلالته على حصر النقض بما يخرج من السبيلين، وقد قدمنا توجيه إلحاق بقية النواقض بهما أوائل الباب.

١٧٨ حَدَّثَ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى الْثَوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: «فِيهِ الْوُصُوءُ» وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ.

[تقدم في: ١٣٢ ، الأطراف: ١٣٢ ، ٢٦٩]

قوله: (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد، وسيأتي الكلام على المتن في باب غسل المذي (٢) من كتاب الغسل إن شاء الله تعالى، وتقدمت له طريق أخرى في أواخر كتاب العلم (٣). وأورده هنا لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي وهو خارج من أحد المخرجين.

قوله: (ورواه شعبة عن الأعمش)، أي بالإسناد المذكور، وقد وصله أبو داود الطيالسي (٤) في مسنده عن شعبة كذلك.

١٧٩ حدَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتُوضًا كُمَا يَتُوضًا لُلصَّلاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) (١/ ٤١١)، كتاب الوضوء، باب٤.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٤٤)، كتاب الغسل، باب١٣ ، ح٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٩٩)، كتاب العلم، باب٥١ م-١٣٢.

<sup>(3) (1/111371).</sup> 

فَسَأَلَتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا وَالزُّرْبَيْرَ وَخَلَحَةً وَأَبَيَّ بْنَ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.

[الحديث: ١٧٩، طرفه في: ٢٩٢]

قوله: (حدثنا سعد بن حقص) كذا للجميع، إلا القابسي فقال «سعيد» وكذا صنع في حديثه الآخر الآتي في باب فضل النفقة في سبيل الله من كتاب الجهاد (١١)، نبه عليهما الجياني (٢).

قوله: (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن، عن يحيى هو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة أي ابن عبد الرحمن بن عوف. وفي الإسناد تابعيان كبيران مدنيان يروي أحدهما عن الآخر وصحابيان كذلك، ويحيى بن أبي كثير أيضًا تابعي صغير، ففيه ثلاثة من التابعين في نسق.

قوله: (أرأيت)أي أخبرني.

قوله: (إذا جامع) أي الرجل فلم يمن بضم التحتانية وسكون الميم.

قوله: (كما يتوضأ للصلاة) بيان لأن المراد الوضوء الشرعي لا اللغوي، وسيأتي حكم هذه المسألة في آخر كتاب الغسل<sup>(٣)</sup>، ونبين هناك أنه منسوخ، ولا يقال إذا كان منسوخا كيف يصح الاستدلال به لأنا نقول المنسوخ منه عدم وجوب الغسل وناسخه الأمر بالغسل، وأما الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل، والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة.

- / ١٨٠ حدَّ ثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُوانَ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَمَ لَنَا أَحْجَلْتَ أَوْ تُحِطْتَ فَعَلَيْكَ النَّبِيُ ﷺ: «لَمَ لَنَا أَحْجِلْتَ أَوْ تُحِطْتَ فَعَلَيْكَ النَّبِيُ ﷺ: «لَمَ لَنَا أَحْجَلْتَ أَوْ تُحِطْتَ فَعَلَيْكَ النَّهِ عَنْ شَعْبَةُ الْوُضُوءُ» تَابَعَهُ وَهُبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَة الْوصُوءُ»

قوله: (حدثنا إسحاق) كذا في رواية كريمة وغيرها، زاد الأصيلي «هو ابن منصور» وفي رواية أبي ذر «حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام» بفتح الموحدة وهو المعروف بالكوسج كما

<sup>(</sup>۱) (۱/۹/۷)، كتاب الجهاد، باب ۳۷، ح ۲۸٤١.

 <sup>(</sup>۲) تقييدالمهمل (۲/ ۷۸)، والاختلاف بين رواة البخاري (ص: ۲۷).

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٤٥/)، كتاب الغسل، ياب١٣، ٢٦٩.

صرح به أبو نعيم.

قوله: (حدثنا النضر) هو ابن شميل بالمعجمة مصغرًا، والحكم هو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغرًا.

قوله: (أرسل إلى رجل من الأنصار) ولمسلم وغيره: "مر على رجل" فيحمل على أنه مر به فأرسل إليه، وهذا الأنصاري سماه مسلم في روايته من طريق أخرى عن أبي سعيد: "عتبان" وهو بكسر المهملة وسكون المثناة ثم موحدة خفيفة ولفظه من رواية شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: "خرجت مع رسول الله على إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله على على باب عتبان فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله على: أعجلنا الرجل" فذكر الحديث بمعناه. وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصاري كما نسبه بقي بن مخلد في روايته لهذا الحديث من هذا الوجه، ووقع في رواية في صحيح أبي عوانة أنه ابن عتبان والأول أصح، ورواه ابن إسحاق في المغازي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده لكنه قال: "فهتف برجل من أصحابه يقال له صالح" فإن حمل على تعدد الواقعة وإلا فطريق مسلم أصح. وقد وقعت القصة أيضًا لرافع بن خديج وغيره أخرجه أحمد وغيره، ولكن فطريق مسلم أصح. وقد وقعت القصة أيضًا لرافع بن خديج وغيره أخرجه أحمد وغيره، ولكن

قوله: (يقطر) أي ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل.

قوله: (لعلنا أعجلناك) أي عن فراغ حاجتك من الجماع، وفيه جواز الأخذ بالقرائن، لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنبي على الما ألى عليه أثر الغسل دل على أن شُغله كان به، واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة، أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك، وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي على لم ينكر عليه تأخير إجابته، وكأن ذلك كان قبل إيجابها، إذ الواجب لا يؤخر للمستحب، وقد كان عتبان طلب من النبي على أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى فأجابه، كما سيأتي في موضعه (۱)، فيحتمل أن تكون هي هذه الواقعة، وقدم الاغتسال ليكون متأهبًا للصلاة معه. والله أعلم.

قوله: (إذا أعجلت) بضم الهمزة وكسر الجيم، وفي أصل أبي ذر: «إذا عجلت» بلا همز و «قحطت» وفي رواية غيره «أقحطت» بوزن أعجلت، وكذا لمسلم. قال صاحب الأفعال:

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۵۰)، كتاب الصلاة، باب٤٦، ح٤٢٥.

يقال أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل، وحكى ابن الجوزي (١) عن ابن الخشاب أن المحدثين يقولون: قحط بفتح القاف قال: والصواب الضم، قلت: وروايته في أمالي أبي على القالي بالوجهين في القاف، وبزيادة الهمزة المضمومة، يقال: قحط الناس وأقحطوا إذا حبس عنهم المطر، ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزال، قال الكرماني (٢): ليس قوله: «أو» للشك بل هو لبيان عدم الإنزال سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لا، وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية وإلا فهي للشك.

قوله: (تابعه وهب) أي ابن جرير بن حازم، والضمير يعود على النضر، ومتابعة وهب وصلها (٣) أبو العباس السراج في مسنده عن زيادبن أيوب عنه .

ر قوله: (لم يقل فندر ويحيى عن شعبة الوضوء) يعني أن غندرًا وهو محمد بن جعفر ويحيى وهو ابن سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن، لكن لم يقولا فيه: "عليك الوضوء" فأما يحيى فهو كما قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (3) عنه ولفظه: "فليس عليك غسل" وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضًا في مسنده (6) عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه: "فلا غسل عليك، عليك الوضوء"، وهكذا أخرجه مسلم (1) وابن ماجه والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عنه، وكذا ذكره أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيره عنه. فكأن بعض مشايخ البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معًا فساقه له على لفظ يحيى. والله أعلم. وقد كان بين الصحابة اختلاف في هذه المسألة كما سنذكره في آخر كتاب الغسل (٧) إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كشف المشكل (۳/ ۱٤۸).

<sup>.(</sup>٢٠/٣) (٢)

<sup>(</sup>۳) انظر: تغلیق التعلیق (۱/ ۱۲۲ ۱۲۳).

<sup>(3) (1/17).</sup> 

<sup>(0) (1/17).</sup> 

<sup>(</sup>٦) في صحيحه (١/ ٢٦٩، رقم ٨٨/ ٣٤٥)، وابن ماجه (١/ ١٩٩، رقم ١٠٦).

<sup>(</sup>٧) (١/ ٦٧٤)، كتاب الغسل، باب٢٩، -٢٩٢.

## ٣٥-باب الرَّجُلُ يُوَضِّى صَاحِبَهُ

١٨١ \_ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلام قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفةَ عَدَلَ إِلَى الشَّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: فَجَعَلْتُ أَصُبُ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: «الْمُصَلَّى أَمَامَكَ».

[تقدم في: ١٣٩، الأطراف: ١٣٩، ١٦٦٧، ١٦٦٩) [١٦٧٢]

قوله: (باب الرجل يوضى صاحبه) أي: ماحكمه.

قوله: (ابن سلام) هو محمد كما في رواية كريمة، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، وفي هذا الإسناد رواية الأقران لأن يحيى وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة، وكريب مولى ابن عباس من أواسط التابعين ففيه ثلاثة من التابعين في نسق، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من مباحث هذا الحديث في "باب إسباغ الوضوء" (۱) ويأتي باقيها في كتاب الحج (7)، ووقع في تراجم البخاري لابن المنير (7) في هذا الموضع وهم، فإنه قال: فيه ابن عباس عن أسامة، وليس هو من رواية ابن عباس وإنما هو من رواية كريب مولى ابن عباس.

قوله: (أصب) بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف أي الماء.

وقوله «ويتوضأ» أي وهو يتوضأ. واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء ، لكن من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في السفر ، وكذا حديث المغيرة المذكور ، قال ابن المنير (٤): قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة . قلت : والفرق بينهما ظاهر ، ولم يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره ، وهذه عادته في الأمور المحتملة . قال النووي (٥): الاستعانة ثلاثة أقسام: إحضار الماء ، ولا كراهة فيه أصلاً ، قلت : لكن الأفضل

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤١٥)، كتاب الوضوء، باب ، - ۱۳۹.

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٦١٠)، كتاب الحج، باب٩٣، ح١٦٦٧، ١٦٦٩.

<sup>(</sup>٣) المتواري (ص: ٧٠).

<sup>(</sup>٤) المتواري (ص: ٧٠).

<sup>(</sup>٥) المنهاج (٩/ ٥٢).

خلافه، قال: الثاني مباشرة الأجنبي الغسل، وهذا مكروه إلا لحاجة، الثالث: الصب وفيه وجهان، أحدهما يكره، والثاني خلاف الأولى. وتُعَفَّب بأنه إذا ثبت أن النبي شخفه لا يكون خلاف الأولى، وأجيب بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره. وقال الكرماني (۱): إذا كأن الأولى تركه كيف ينازع في كراهته؟ وأجيب بأن كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس، إذا لمكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر.

١٨٢ حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَخُبَرَتِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة يَحْدُثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة أَنَّهُ كَانَ/ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُغَيرَة بَنِ الْمُغِيرَة بْنِ شُعْبَة اللهُ عَلَى الْمُغَيرَة بَعْدَ اللهُ عَلَى الْمُغَيْرِة بَنِ الْمُعْبَرَة بْنُ الْمُعْدَلُ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ عِلَى الْخُفَيْنِ .

[الحديث: ١٨٢]، أطرافه في: ٢٠٣، ٢٠٦، ٣٦٣، ٨٨٨، ٢٩١٨، ٢٩١٨، ٥٧٩٨، ٥٧٩٨]

قوله: (حدثنا حمروبن علي) هو الفلاس أحد الحفاظ البصريين، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وسعد بن إبراهيم أي ابن عبد الرحمن بن عوف. وفي الإسناد رواية الأقران في موضعين، لأن يحيى وسعدًا تابعيان صغيران، ونافع بن جبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسطان، ففيه أربعة من التابعين في نسق وهو من النوادر.

قوله: (أنه كان) أدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه، وإلا فكان السياق يقتضي أن يقول: قال إني كنت، وكذا قوله: «وأن المغيرة جعل» ويحتمل أن يقال هو التفات على رأي فيكون عروة أدى لفظ أبيه، والضمير في قوله «وأنه ذهب» وفي قوله: «له» للنبي على ومباحث هذا الحديث تأتى في المسح على الخفين (٢) إن شاء الله تعالى.

والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة ، وقال ابن بطال (٣): هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة. قال: واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره ؛ لأنه لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء - كذلك يجوز في بقية أعماله ،

<sup>(</sup>YY/Y) (1

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥٢٣)، كتاب الوضوء، باب٤٨.

<sup>(4) (1/ 677).</sup> 

وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد؛ لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز، ولو كان الاغتراف عملاً مستقلاً لكان قد قدم النية عليه وذلك لا يجوز، وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء، وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه قبل.

والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب، وكذا إحضار الماء من باب الأولى، وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها، نعم يستحب أن لا يستعين أصلاً، وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول: ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي، فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب، بدليل ما رواه الطبري أيضًا وغيره عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه، وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: أتيت النبي وضوء فقال: اسكبي، فسكبت عليه. وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين، لكونه في الحضر، ولكونه بصيغة الطلب، لكنه ليس على شرط المصنف. والله أعلم.

## ٣٦ ـ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ وَيَكتُبَ الرَّسَالَـةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ، وَإِلاَّ فَلاَ تُسَلِّمْ.

قوله: (باب قراءة القرآن بعد الحدث) أي الأصغر (وغيره) أي من مظان الحدث. وقال الكرماني (۱۰): الضمير يعود على القرآن، والتقدير باب قراءة القرآن وغيره أي الذكر والسلام ونحوهما بعد الحدث، ويلزم منه الفصل بين المتعاطفين، ولأنه إن جازت القراءة بعد الحدث فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى، فهو مستغنى عن/ ذكره بخلاف غير الحدث من 1 نواقض الوضوء، وقد تقدم بيان المراد بالحدث وهو يؤيد ما قررته.

قوله: (وقال منصور) أي ابن المعتمر (عن إبراهيم) أي النخعي، وأثره هذا وصله سعيد بن منصور (۲<sup>)</sup> عن أبي عوانة عن منصور مثله، وروى عبد الرزاق <sup>(۲)</sup> عن الثوري عن منصور

<sup>.(</sup>۲۳/۳) (۱)

<sup>(</sup>٢) انظر: تغليق التعليق (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) المصنف (١/ ٣٤٤، رقم ١٣٤٢).

قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال: لم يبن للقراءة فيه، قلت: وهذا لا يخالف رواية أبي عوانة، فإنها تتعلق بمطلق الجواز. وقد روى سعيد بن منصور أيضًا عن محمد بن أبان عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال يكره ذلك. انتهى. والإسناد الأول أصبح. وروى ابن المنذر عن علي قال: بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء، ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله. وهذا لا يدل على كراهة القراءة، وإنما هو إخبار بما هو الواقع بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة، وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة، وخالفه صاحبه محمد بن الحسن ومالك فقالا لا تكره، لأنه ليس فيه دليل خاص، وبه صرح صاحبا العدة والبيان من الشافعية، وقال النووي في التبيان (۱) عن الأصحاب: لا تكره، فأطلق. لكن في شرح الكفاية للصيمري: لا ينبغي أن يقرأ، وسوى الحليمي بينه وبين القراءة فأطلق. لكن في شرح الكفاية للصيمري: لا ينبغي أن يقرأ، وسوى الحليمي بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة. ورجع السبكي الكبير (۲) عدم الكراهة واحتج بأن القراءة مطلوبة والاستكثار منها مطلوب والحدث يكثر، فلو كُرِهَتْ لَفَاتَ خير كثير، ثم قال: حكم القراءة في الحمام إن كان القارئ في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكره، وإلاكره.

قوله: (ويكتب الرسالة) كذا في رواية الأكثر بلفظ مضارع كتب، وفي رواية كريمة: «بكتب» بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة عطفًا على قوله: «بالقراءة». وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثوري أيضًا عن منصور قال: سألت إبراهيم: أأكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم، وتبين بهذا أن قوله على غير وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام، ولما كان من شأن الرسائل أن تُصدَّر بالبسملة توهم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء، لكن يمكن أن يقال إن كاتب الرسالة لا يقصد القراءة فلا يستوي مع القراءة.

قوله: (وقال حماد) هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة (عن إبراهيم) أي النخعي (إن كان عليهم) أي على من في الحمام (إزار) المرادبه الجنس أي على كل منهم إزار. وأثره هذا وصله الثوري (٣) في جامعه عنه، والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة، وإما لكونه يستدعي منهم الرد، والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله لأن السلام من أسمائه، وأن لفظ سلام عليكم من القرآن، والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء، وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة.

<sup>(</sup>۱) (ص: ٤٢).

<sup>(</sup>٢) الحلبيات (ص: ٣٨١، ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تغليق التعليق (١/ ١٢٥).

١٨٣ - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قِالَ: جَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِي خَالَتُهُ وَهِي خَالَتُهُ وَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا فَأَحْسَنَ وَخُهُو وَضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ وَحُهِي مَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ. ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَى أَتَاهُ الْمُؤَدِّنُ فَقَامَ وَصَلَّى رَخْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَخْعَتَيْنِ، ثُمَّ وَمَ مَنْ اللَّهُ فَلَامَ وَصَلَّى رَحْعَتَيْنِ، ثُمَّ وَسُولُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤَدِّنُ فَقَامَ وَصَلَّى رَحْعَتَيْنِ، خُومِ فَتَيْنِ بُعُومَ فَصَلَّى الصَّبْعَ .

YAA

/ قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس.

قوله: (مخرمة) بفتح الميم وإسكان المعجمة، والإسناد كله مدنيون.

قوله: (فاضطجعت) قائل ذلك هو ابن عباس، وفيه التفات لأن أسلوب الكلام كان يقتضي أن يقول فاضطجع لأنه قال قبل ذلك إنه بات.

قوله: (في عرض) بفتح أوله على المشهور، وبالضم أيضًا، وأنكره الباجي من جهة النقل ومن جهة النقل ومن جهة النقل ومن جهة المعنى أيضًا قال: لأن العُرض بالضم هو الجانب وهو لفظ مشترك. قلت: لكن لما قال «في طولها» تعين المراد، وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار.

قوله: (يمسح النوم) أي يمسح بيده عينيه، من باب إطلاق اسم الحال على المحل، أو أثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبب.

قوله (ثم قرأ العشر الآيات) أولها ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠] إلى آخر السورة، قال ابن بطال (١) ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة؛ لأنه ﷺ قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ، وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض، وليس كذلك؛ لأنه قال: «تنام عيناي ولا ينام قلبي»

<sup>(1) (1/</sup> PYY).

وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ. قلت: وهو تعقيب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم، لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرًا في كونه أحدث، ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم منعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره. وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه، وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير، والأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من حقة أن مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو من الملامسة. ويمكن أن يؤخذ ذلك من قول ابن عباس «فصنعت مثل ما صنع» ولم يرد المصنف أن مجرد نومه عنام حتى ينقض لأن في آخر هذا الحديث عنده في باب التخفيف في الوضوء (۱) «ثم اضطجع فنام حتى ينقض لأن في آخر هذا الحديث عنده في باب التخفيف أو اعتبر اضطجاع النبي على مع أهله لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي على أو اعتبر اضطجاع النبي مع أهله واللمس ينقض الوضوء. قلت: ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ما قيدت الحديث به في ترجمة واللمس ينقض الوضوء ثم صلى بل كان الأبه وأن المراد به الأصغر، إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يئتسل.

قوله: (إلى شن معلقة) قال الخطابي (٣): الشن القربة التي تبدت للبلاء، ولذلك قال في هذه الرواية «معلقة» فأنث لإرادة القربة.

قوله: (فقمت فصنعت مثل ما صنع) تقدمت الإشارة في باب تخفيف الوضوء (٤) إلى هذا الموضع فليراجع من ثم، وستأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر (٥) إن شاء الله تعالى .

(تنبیه): روی مسلم من حدیث ابن عمر کراهة ذکر الله بعد الحدث، لکنه علی غیر شرط المصنف.

le sle

<sup>(</sup>١) (١/ ٤١٣)، كتاب الموضوء، باب٥، ح١٣٨.

<sup>(</sup>٢) (ص: ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) الأعلام (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤١٤)، كتاب الوضوء، باب٥، ح١٣٨.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٣٢٧)، كتاب الوتر، باب١، ح٩٩٢.

٣٧ - باب مَنْ لَمْ يَتَوَصَّأُ إِلاَّ مِنَ الْغَشْي الْمُثْقِل

148 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ جَدَّتِهَا أَسُمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَلَهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ فِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِي قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ. فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَمِدَ اللَّه وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِ فَمَ عَلَيْهِ فَمَ عَلَيْهِ فَمَ عَلَيْهِ فَمَ عَلَيْهِ فَمَ عَلَيْهِ فَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَمَ عَلَيْهِ فَمَ عَلَيْهِ فَمَ عَلَيْهِ فَيْ الْفَهُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِنْهُ اللَّهُ وَاثَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِ فَمَ الْعَنْ فَي الْقَبُودِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِنْهُ اللَّهُ وَالْنَاقُ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ ثُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِنْهُ اللَّعَلَمُ وَمُعَلِي اللَّهُ وَالْمَاءُ وَلَقَدْ أَوْحِي إِلَيْ أَنْكُمْ ثُفْتَونَ فِي الْقُبُودِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا الرَّعُلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَافِقُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَافِقُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُنَافِقُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَافِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

[تقدم في: ٨٦، الأطراف: ٨٦، ٩٢٢، ٣٠٥١، ١٠٥١، ١٣٧١، ١٣٣٥، ٢٥٢٠، ٢٥٢٠، ٢٥٢٥، ٢٥٢٠، ٢٥٢٠] ٧٢٨٧]

قوله: (باب من لم يتوضأ) أي من الغشي (إلا من الغشي المثقل) فالاستثناء مفرغ، والمثقل بضم الميم وإسكان المثلثة وكسر القاف ويجوز فتحها، وأشار المصنف بذلك إلى الردعلى من أوجب الوضوء من الغشي مطلقًا، والتقدير: باب من لم يتوضأ من الغشي إلا إذا كان مثقلاً.

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس أيضًا، والإسناد كله مدنيون أيضًا، وفيه رواية الأقران هشام وامرأته فاطمة بنت عمه المنذر.

قوله: (فأشارت أن نعم) كذا لأكثرهم بالنون، ولكريمة: «أي نعم» وهي رواية وهيب المتقدمة في العلم (١٠)، وبين فيها أن هذه الإشارة كانت برأسها.

قوله: (تجلاني) أي غطاني، قال ابن بطال<sup>(۲)</sup>: الغشي مرض يعرض من طول التعب والوقوف، وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه. وإنما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة له، ولو كان شديدًا لكان كالإغماء، وهو ينقض الوضوء بالإجماع. انتهى. وكونها كانت تتولى صب الماء عليها يدل على أن حواسها كانت مدركة، وذلك لا ينقض الوضوء، ومحل

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۲۰)، كتاب العلم، باب ۲٤، ح٨٦.

<sup>(1) (1/17).</sup> 

الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلف النبي على وكان يرى الذي خلفه وهو في الصلاة ولم ينقل أنه أنكر عليها، وقد تقدم شيء من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم (١١)، وتأتي بقية مباحثه في كتاب صلاة الكسوف (٢) إن شاء الله تعالى.

٣٨ - باب مَسْح الرَّأْسِ كُلِّهِ

لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿ وَأَمْسَكُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الْرَجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا. وَسُئِلَ مَالِكُ أَيُجْزِيُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ؟ فَلَى رَأْسِهَا. وَسُئِلَ مَالِكُ أَيُجْزِيُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ؟ فَلَا تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا. وَسُئِلَ مَالِكُ أَيُجْزِيُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ؟ فَلَا اللَّهِ بْنِ زَيْدِ

١٨٥ - حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَمْرِ وبْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَيْدٍ - وَهُو جَدُّ عَمْرِ و بْنِ يَحْيَى -: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَوَضَّا اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - وَهُو جَدُّ عَمْرِ و بْنِ يَحْيَى -: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُريَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَوَضَّا أَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ. فَدَعَا بِمَاءِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَشْرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ فَصَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَصْمَضَ وَاسْتَشْرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ فَصَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَتَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ عَسَلَ رَجُلَيْهِ.

[الحديث: ١٨٥، أطرافه في: ١٨٦، ١٩١، ١٩٢، ١٩٨، ١٩٩]

\_ / قوله: (باب مسح الرأس كله) كذا لأكثرهم وسقط لفظ: «كله» للمستملي. قوله: (وقال ابن المسيب) أي سعيد، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة (٣) بلفظ: «الرجل

والمرأة في المسح سواء» ونقل عن أحمد أنه قال : يكفي المرأة مسح مقدم رأسها .

قوله: (وسئل مالك) السائل له عن ذلك هو إسحاق بن عيسى بن الطباع ، بيّنه ابن خزيمة في صحيحه (على من طريقه ولفظه: سألت مالكًا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزئه ذلك؟ فقال: «مسح رسول الله وضوئه من ناصيته إلى قفاه، ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله»، وهذا السياق أصرح للترجمة من الذي ساقه المصنف قبل، وموضع الدلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۲۱)، كتاب العلم، باب ۲۶، ح ۸٦.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ٤٢٧)، كتاب الكسوف، باب ۱، ح ۱۰۵۳.

<sup>(</sup>٣) المصنف (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٨١ ، رقم ١٥٧ ).

مجمل، لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة، أو مسح البعض على أنها تبعيضية، فتبين بفعل النبي على أن المراد الأول، ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته، فإن ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض (۱)، فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل.

قوله: (عن أبيه) أي أبي عثمان يحيى بن عمارة أي ابن أبي حسن واسمه تميم بن عبد عمرو، ولجده أبي حسن صحبة، وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر، وقال أبو نعيم: فيه نظر. والإسناد كله مدنيون إلا عبد الله بن يوسف وقد دخلها.

قوله: (أن رجلاً) هو عمروبن أبي حسن كما سماه المصنف في الحديث الذي بعد هذا (٢) من طريق وهيب عن عمروبن يحيى، وعلى هذا فقوله هنا: «وهو جد عمروبن يحيى» فيه تَجَوُّز، لأنه عم أبيه، وسماه جدّا لكونه في منزلته، ووهم من زعم أن المراد بقوله: «وهو» عبد الله بن زيد، لأنه ليس جدّا لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجازًا، وأما قول صاحب الكمال (٣) ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد فغلط توهمه من هذه الرواية، وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير، وقال غيره هي أم النعمان بنت أبي حية فالله أعلم.

وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين هذا السائل، وأما أكثرهم فأبهمه، قال معن بن عيسى في روايته عن عمرو عن أبيه يحيى: إنه سمع أبا حسن وهو جد عمرو بن يحيى قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة، فذكر الحديث، وقال محمد بن الحسن الشيباني عن مالك: حدثنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد. وكذا ساقه سحنون في المدونة.

وقال الشافعي في الأم: عن مالك عن عمرو عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد، ومثله رواية الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي عن مالك عن عمرو عن أبيه قال: قلت: . . . والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال: اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى

<sup>(</sup>۱) ليس في الحديث المذكور حجة على أن تعميم الرأس ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة، وإنما يدل الحديث على الاجتزاء بمسح ما ظهر منه تبعًا لمسح العمامة عند وجودها، وأما عند عدمها فالواجب تعميمه عملاً بحديث عبد الله بن زيد، وبذلك يتبين أنه ليس بين الحديثين اختلاف، والباء في الآية للإلصاق، فليست زائدة، ولا للتبعيض، فتنبه. [ابن باز].

<sup>(</sup>٢) (٥٠٣/١)، كتاب الوضوء، باب٣٩، ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٩٦).

ابن عمارة بن أبي حسن فسألوه عن صفة وضوء النبي و وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن، فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة، ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور (١) قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يعني عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوء، فقال لعبدالله بن زيد أخبرني. . . فذكره . وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضرًا، وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضًا؛ لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال . ووقع في رواية مسلم عن محمد ابن الصباح/ عن خالد الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبدالله بن زيد قال: «قيل له: توضأ لنا» فذكره مبهمًا، وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد المذكور بلفظ: «قلنا له»، وهذا يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله، لكن متولي السؤال منهم عمرو بن أبي حسن، ويزيد ذلك وضوحًا رواية الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن، قال: «كنت كثير الوضوء، فقلت لعبدالله بن زيد» يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن، قال: «كنت كثير الوضوء، فقلت لعبدالله بن زيد» فذكر الحديث، أخرجه أبو نعيم في المستخرج، والله أعلم.

قوله: (أتستطيع) فيه ملاطفة الطالب للشيخ، وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم، وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد.

قوله: (فدعا بماء) وفي رواية وهيب في الباب الذي بعده (٢) «فدعا بتور من ماء»، والتور بمثناة مفتوحة قال الداودي: قدح. وقال الجوهري: إناء يشرب منه، وقيل: هو الطست، وقيل: هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة، وفي رواية عبد العزيز ابن أبي سلمة عند المصنف في باب الغسل في المخضب (٣) في أول هذا الحديث: «أتانا رسول الله في فأخر جنا له ماء في تور من صفر» والصفر بضم المهملة وإسكان الفاء وقد تكسر صنف من حديد النحاس، قيل إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب، ويسمى أيضًا الشبه بفتح المعجمة والموحدة، والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها.

قوله: (فأفرغ) وفي رواية موسى عن وهيب(٤) «فأكفأ» بهمزتين، وفي رواية سليمان بن

<sup>(</sup>١) (١/ ٥١٩)، كتاب الوضوء، باب٤٦، -١٩٩.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥٠٣)، كتاب الوضوء، باب٣٩، ح١٨٦.

<sup>(</sup>٣) (١/ ١١٥)، كتاب الوضوء، باب ٤٥، -١٩٧.

<sup>(</sup>٤) (١/٣/١)، كتاب الوضوء، باب ٢٩، -١٨٦.

حرب في باب مسح الرأس<sup>(۱)</sup> مرة عن وهيب «فكفأ» بفتح الكاف، وهما لغتان بمعنى يقال كفأ الإناء وأكفأ إذا أماله، وقال الكسائي: كفأت الإناء كببته وأكفأته أملته. والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليدكما صرح به في رواية مالك.

قوله: (فغسل يده مرتين) كذا في رواية مالك بإفراد يده، وفي رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المصنف وكذا للدراوردي عند أبي نعيم: "فغسل يديه" بالتثنية، فيحمل الإفراد في رواية مالك على الجنس، وعند مالك "مرتين"، وعند هؤلاء "ثلاثًا"، وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم، وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد، وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء، فتأكد ترجيح روايته، ولا يقال يحمل على واقعتين لأنا نقول: المخرج متحد والأصل عدم التعدد. وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان (٢)، والمراد باليدين هنا الكفان لا غير.

قوله: (ثم تمضمض واستنثر) ، وللكشميهني: «مضمض واستنشق» والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس، وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثة وزاد بعد قوله ثلاثًا: «بثلاث غرفات»؛ واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة ، وفي رواية خالد ابن عبدالله الآتية بعد قليل (٣) «مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثًا» وهو صريح في الجمع كل مرة ، بخلاف رواية وهيب فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية كما نبه عليه ابن دقيق العيد ، ووقع في رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور (٤): «فمضمض واستنثر ثلات مرات من غرفة واحدة» واستدل بها على الجمع بغرفة واحدة ، وفيه نظر لما أشرنا إليه من اتحاد المخرج فتقدم الزيادة ، ولمسلم من رواية خالد المذكورة : «ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض» ، فاستدل بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف فاستخرجها فمضمض» ، فاستدل بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبية وفيه بحث .

قوله: (ثم غسل وجهه ثلاثًا) لم تختلف الروايات في ذلك، ويلزم من استدل بهذا

 <sup>(</sup>۱) (۱/ ۰۹۱)، کتاب الوضوء، باب ٤٢، ح١٩٢.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٤٦)، كتاب الوضوء، باب ٢٤، ح ١٥٩.

<sup>(</sup>۳) (۱/۸۰۸)، كتاب الوضوء، باب ٤، ح ۱۹۱.

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٩٥)، كتاب الوضوء، باب٤، ح١٩٩.

- الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن يستدل به على / وجوب الترتيب للإتيان بقوله: «ثم» في الجميع، لأن كلاً من الحكمين مجمل في الآية بينته السنة بالفعل.

قوله: (ثم خسل يديه مرتين مرتين) كذا بتكرار مرتين، ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين، لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبدالله بن زيد أنه رأى النبي على توضأ وفيه: ﴿ويده اليمنى ثلاثًا ثم الأخرى ثلاثًا ، فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد.

قوله: (إلى المرفقين) كفا اللاكثر وللمستملي والحموي إلى المرفقين بالإفراد على إرادة الجنس، وقد اختلف العلماء: هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا؟ فقال المعظم: نعم، وخالف زفر، وحكاه بعضهم عن مالك، واحتج بعضهم للجمهور بأن "إلى" في الآية بمعنى «مع» كقوله تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُوا الْمَوْلَمُمُ إِلَى آمَوْلِكُمُ ﴾ [النساء: ٢]، وتُعُقّبَ بأنه خلاف الظاهر، وأجيب بأن القرينة دلت عليه وهي كون ما بعد "إلى" من جنس ما قبلها، وقال ابن القصار: اليد يتناولها الاسم إلى الإبط لحديث عمار «أنه تيمم إلى الإبط» وهو من أهل اللغة، فلما جاء قوله تعالى: ﴿ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٢] بقي المرفق مغسولاً مع الذراعين بحق الاسم. انتهى. فعلى هذا فإلى هنا حد للمتروك من غسل اليدين لا للمغسول، وفي كون ذلك ظاهرًا من السياق نظر. والله أعلم.

وقال الزمخشري: لفظ «إلى» يفيد معنى الغاية مطلقًا، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَيْتُوا الْمِيامُ إِلَى الْيَالِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] دليل عدم الدخول النهي عن الوصال، وقول القائل حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول كون الكلام مسوقًا لحفظ جميع القرآن، وقوله تعالى: ﴿ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ لا دليل فيه على أحد الأمرين، قال: فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع المتيقن. انتهى. ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله ففي الدار قطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء: «فغسل يديه إلى المرفقين حتى ففي الدار قطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء: «فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين» وفيه عن جابر قال: «كان رسول الله عليه إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه» لكن إسناده ضعيف (١٥)، وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: «وغسل

<sup>(</sup>١) وأصح هذه الأحاديث ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي على قال فيه: «ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد إلى أن قال ـ ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق، فهذا الحديث صحيح، صريح في إدخال الكعبين والمرفقين في المغسول. [ابن باز].

ذراعيه حتى جاوز المرفق، وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعًا: «ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه» فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا.

قال إسحاق بن راهويه: «إلى» في الآية يحتمل أن تكون بمعنى «الغاية» وأن تكون بمعنى «مع»، فبينت السنة أنها بمعنى «مع». انتهى. وقد قال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفًا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده، ولم يثبت ذلك عن مالك صريحًا وإنما حكى عنه أشهب كلامًا محتملًا والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء هو العظم الناتىء في آخر الذراع سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه.

قوله: (ثم مسح رأسه) زاد ابن الطباع «كله» كما تقدم عن رواية ابن خزيمة، وفي رواية خالد ابن عبد الله برأسه بزيادة الباء، قال القرطبي(١): الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها كقولك مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه، وقيل دخلت الباء لتفيد معنى آخر وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحًا به، فلو قال وامسحوا رءوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء، فكأنه قال وامسحوا برءوسكم الماء فهو على القلب، والتقدير امسحوا رءوسكم بالماء، وقال الشافعي: احتمل قوله تعالى: ﴿ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾[المائدة: ٦] جميع الرأس أو بعضه، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ، والفرق بينه وبين قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾ في التيمم أن/ المسح فيه بدل عن الغسل ومسح الرأس أصل فافترقا، ولا يرد كون مسح الخف بدلاً عن غسل الرجل لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع. فإن قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر ـ لأنه كان في سفر وهو مظنة العذر، ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية كما هو ظاهر من سياق مسلم في حديث المغيرة بن شعبة ـ قلنا: قد روى عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر، وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله علي توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولاً أخرجه أبو داود من حديث أنس، وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله، فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر، وحصلت القوة من الصورة المجموعة، وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند، وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغوًا، وقد قررت جواب

797

ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح.

وفي الباب أيضًا عن عثمان في صفة الوضوء قال: «ومسح مقدم رأسه» أخرجه سعيد بن منصور، وفيه خالد بن يؤيد بن أبي مالك مختلف فيه، وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قاله ابن المنذر وغيره، ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك، قاله ابن حزم. وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره، والله أعلم.

قوله: (بدأ بمقدم رأسه) الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجًا من كلام مالك، ففيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله: "أقبل وأدبر"، ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب، وسيأتي عند المصنف قريبًا من رواية سليمان بن بلال (۱) "فأدبر بيديه وأقبل" فلم يكن في ظاهره حجة، لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه، ومخرج الطريقين متحد، فهما بمعنى واحد. وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم فيحمل قوله: "أقبل" على أنه من تسمية الفعل بابتدائه، أي بدأ بقبل الرأس، وقيل في توجيهه غير ذلك، والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح، فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعر، والمشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة، ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم. والله أعلم.

قوله: (ثم غسل رجليه) زاد في رواية وهيب الآتية (٢) «إلى الكعبين» والبحث فيه كالبحث في قوله إلى المرفقين، والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم، وحكى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك، وروي عن ابن القاسم عن مالك مثله، والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة، وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك، ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة (٢): «فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه» وقيل إن محمدًا إنما رأى ذلك في حديث قطع المحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين.

وفي هذا الحديث من القوائد الإفراغ على اليدين معًا في ابتداء الوضوء، وأن الوضوء

<sup>(</sup>١) (١/ ٥٠٩)، كتاب الوضوء، باب٤٦، -١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) (١/٣/١)، كتاب الوضوء، باب٣، ح١٨٦.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢١١)، كتاب الأذان، باب ٧ معلقًا.

الواحديكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث، وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به حاجة، وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة، والتعليم بالفعل، وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير الماء مستعملاً؛ لقوله في رواية وهيب وغيره «ثم أدخل يده فغسل وجهه. . . » إلخ، وأما اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها، واستدل به أبو عوانة في صحيحه على جواز التطهر بالماء المستعمل، وتوجيهه أن النية لم تذكر فيه، وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت غسلها، وقال/ الغزالي: مجرد الاغتراف لا يصير الماء مستعملاً لأن الاستعمال إنما يقع من المغترف منه، وبهذا قطع البغوي، واستدل به المصنف على استيعاب مسح الرأس، وقد قدمنا المعترف منه، وبهذا قطع البغوي، واستدل به المصنف على استيعاب مسح الرأس، وقد قدمنا أنه يدل لذلك ندبًا لا فرضًا، وعلى أنه لا يندب تكريره كما سيأتي في باب مفرد (١٠)، وعلى الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة كما سيأتي أيضًا (٢٠)، وعلى جواز التطهر من آنية النحاس وغيره.

٣٩ ـ باب عَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبِيَّنِ

٦٨٦ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ عَنْ وُضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّا لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكْفَأُ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ فَأَكُفَأُ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ فَلَاثَ عَرَفَاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .

[تقدم في: ١٨٥، الأطراف: ١٩١، ١٩٢، ١٩٧، ١٩٩]

قوله: (باب غسل الرجلين إلى الكعبين) تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله.

وعمرو المذكور هو ابن يحيى بن عمارة شيخ مالك المتقدم، وعمرو بن أبي حسن عم أبيه كما قدمناه، وسماه هناك جده مجازا، وأغرب الكرماني (٣) ـ تبعًا لصاحب الكمال ـ فقال: عمرو بن أبي حسن جد عمرو بن يحيى من قبل أمه، وقد قدمنا أن أم عمرو بن يحيى ليست بنتًا

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۵۰۸)، کتاب الوضوء، باب ۱ ٤، ح ۱۹۱.

<sup>(</sup>۲) (۱/۸۰۸)، كتاب الوضوء، باب ٤، ح ۱۹۱.

<sup>(</sup>٣) (٣/١٣).

لعمروبن أبي حسن فلم يستقم ما قاله بالاحتمال .

قوله: (فتوضأ لهم) أي لأجلهم (وضوء النبي ﷺ) أي مثل وضوء النبي ﷺ وأطلق عليه وضوءه مبالغة.

قوله: (ثم أدخل يده فغسل وجهه) بيّن في هذه الرواية تجديد الاغتراف لكل عضو، وأنه اغترف بإحدى يدينه، وكذا هو في باقي الروايات، وفي مسلم وغيره. لكن وقع في رواية ابن عساكر وأبى الموقت من طريق سليمان بن بلال الآتية (١): «ثم أدخل يديه» بالتثنية، وليس ذلك في رواية أبي ذر ولا الأصيلي ولا في شيء من الروايات خارج الصحيح قاله النووي (٢)، وأظن أن الإناء كان صغيرًا فاغترف بإحدى يديه ثم أضافها إلى الأخرى كما تقدم نظيره في حديث ابن عباس (٣)، وإلا فالاغتراف باليدين جميعًا أسهل وأقرب تناولاً كما قال الشافعى.

قوله: (ثم غسل يديه مرتين) المراد غسل كل يد مرتين كما تقدم في طريق مالك<sup>(٤)</sup>: «ثم غسل يديه مرتين» وليس المراد توزيع المرتين على اليدين فكان يكون لكل يد مرة واحدة.

## ٠ ٤ - باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتُوَضَّوْ وا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ

١٨٧ \_ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَأَتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا ؟ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُويْهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ فَضَلَّى النَّبِيُ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ.

[الحديث: ١٨٧، أطرافه في: ٣٧٦، ٩٥، ٤٩٩، ٤٩٩، ٥٠١، ٣٣٢، ٣٥٤، ٣٥٥٣، ٢٥٥٣، ٢٨٥، ٥٨٥]

/ قوله: (باب استعمال فضل وضوء الناس) أي في التطهر، والمراد بالفضل: الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ:

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۹۹٥)، كتاب الوضوء، باب٤٦، ح١٩٩.

<sup>(</sup>Y) **المنهاج** (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٩٣)، كتاب الوضوء، باب ٣٦، ح١٨٣.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤٩٦)، كتاب الوضوء، باب ٣٨، ح١٨٥.

قوله: (وأمر جرير بن عبدالله) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة (۱) والدارقطني (۲) وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه، وفي بعض طرقه: «كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله: توضؤ وابفضله، لا يرى به بأسًا» وهذه الرواية مبينة للمراد، وظن ابن التين وغيره أن المراد بفضل سواكه الماء الذي ينتقع فيه العود من الأراك وغيره ليلين فقالوا: يحمل على أنه لم يغير الماء، وإنما أراد البخاري أن صنيعه ذلك لا يغير الماء، وكذا مجرد الاستعمال لا يغير الماء فيلا يمتنع التطهر به، وقد صححه الدارقطني بلفظ «كان يقول الأهله: توضؤ وا من هذا الذي أدخل فيه سواكي» وقد روي مرفوعًا، أخرجه الدارقطني من حديث أنس: «أن النبي على كان يتوضأ بفضل سواكه» وسنده ضعيف، وذكر أبو طالب في مسائله عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث فقال: كان يدخل السواك في الإناء ويستاك، فإذا فرغ توضأ من ذلك الماء، وقد استشكل إيراد البخاري له في هذا الباب المعقود لطهارة الماء المستعمل، وأجيب (۲) بأنه ثبت أن السواك مطهرة للفم، فإذا خالط الماء ثم حصل الوضوء بذلك الماء كان فيه استعمال للمستعمل في الطهارة.

قوله: (حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة تصغير عتبة بالمثناة ثم الموحدة، كان من الفقهاء الكوفيين، وهو تابعي صغير، وحديث أبي جحيفة المذكور ستأتي مباحثه في باب السترة في الصلاة (٤٠)، وقوله: «يأخذون من فضل وضوئه» كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه، ويحتمل أن يكونوا تناولوا ماسال من أعضاء وضوئه على فيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل.

١٨٨ \_ وَقَالَ أَبُو مُوسَى: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: «اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا».

[الحديث: ١٨٨ ، طرفاه في: ١٩٦ ، ٤٣٢٨]

قوله: (وقول أبو موسى) هو الأشعري، وهذا الحديث طرف من حديث مطول أخرجه المؤلف في المغازي (٥) وأوله عن أبي موسى قال: «كنت عند النبي ﷺ بالجعرانة ومعه بلال،

<sup>(</sup>١) المصنف (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) السنن (١/ ٣٩، ح١).

<sup>(</sup>٣) هذا الكلام نقله الحافظ من ابن المنير . المتواري (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٤) (٢٤٣/١)، كتاب الصلاة، باب ٩٤، - ٥٠١.

<sup>(</sup>٥) (٩/ ٤٥٤)، كتاب المغازي، باب٥٦، ح٤٣٢٨.

فأتاه أعرابي المذكر الحديث، وعرف منه تفسير المبهمين في قوله: «اشربا» وهما أبو موسى وبلال، وقد ذكر المؤلف طرفاً منه أيضًا بإسناده في باب الغسل والوضوء في المخضب (١) كما سيأتي بعد قليل.

قوله: (ومج فيه) أي صب ما تناوله من الماء في الإناء، والغرض بذلك إيجاد البركة بريقه المبارك.

١٨٩ - حَدَّنَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّفَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّنَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَجُهِهِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَجُهِهِ وَهُو عُلَامٌ مِنْ بِثْرِهِمْ . وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسُورِ وَغَيْرِهِ: يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَإِذَا تَوَطَّأَ النَّبِيُ عَلَى كَادُوا يَقْتِيلُونَ عَلَى وَضُونِهِ.

[تقدم في: ٧٧، الأطراف: ٧٧، ٨٣٩، ١١٨٥، ١٣٥٤، ٢٢٢٢]

Control of the Contro

قوله: (حدثنا علي بن عبدالله) هو ابن المديني، وصالح هو ابن كيسان، وقد تقدم الكلام على حديث محمود بن الربيع هذا في باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم (٢٠). قوله: (وقال عروة) هو ابن الزبير (عن المسور) هو ابن مخرمة.

قوله: (وغيره) هو مروان بن الحكم كما سيأتي موصولاً مطولاً في كتاب الشروط (٣)، وقال الكرماني (٤): / هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول. قلت: وهذا صحيح إلا أنه لا يعتذر به هنا لأن المبهم معروف، وإنما لم يسمه اختصاراً كما اختصر السند فعلقه، وزعم الكرماني (٥) أن قوله: «وقال عروة» معطوف على قوله في السند الذي قبله (أخبرني محمود) فيكون صالح بن كيسان روى عن الزهري حديث محمود وعطف عليه حديث عروة، فعلى هذا لا يكون حديث عروة معلمًا بل يكون موصولاً بالسند الذي قبله، وصنيع أثمة النقل يخالف ما زعمه، واستمر الكرماني على هذا التجويز بالسند الذي قبله، وصنيع أثمة النقل يخالف ما زعمه، واستمر الكرماني على هذا التجويز

 <sup>(</sup>۱) (۱/۱۲)، کتاب الوضوء، باب٤، ح١٩٥.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۳۰۲)، کتاب العلم، باب۱۸، ح۷۷.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٦٢١)، كتاب الشروط، باب ١٥، ح ٢٧٣١.

<sup>(3) (7/07).</sup> 

<sup>.(40/4) (0)</sup> 

حتى زعم أن الضمير في قوله: «يصدق كل واحد منهما صاحبه» للمسور ومحمود، وليس كما زعم بل هو للمسور ومروان، وهو تجويز منه بمجرد العقل، والرجوع إلى النقل في باب النقل أولى.

قوله: (كانوا يقتتلون) كذا لأبي ذر وللباقين «كادوا» بالدال وهو الصواب لأنه لم يقع بينهم قتال، وإنما حكى ذلك عروة بن مسعود الثقفي لما رجع إلى قريش ليعلمهم شدة تعظيم الصحابة للنبي عليه ويمكن أن يكون أطلق القتال مبالغة.

#### باب

١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ يَكِيُ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقَعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ. ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَم النَّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِ الْحَجَلَةِ.

[الحديث ١٩٠ ـ أطرافه في: ٣٥٤٠ ، ٣٥٤١ ، ٥٦٧٠ ، ٢٥٥١].

قوله: (باب) كذا للمستملي كأنه كالفصل من الباب الذي قبله، وجعله الباقون منه بلا فصل. قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن يونس) هو أبو مسلم المستملي أحد الحفاظ.

قوله: (عن الجعد) كذا هنا، وللأكثر «الجعيد» بالتصغير وهو المشهور، والسائب بن يزيد من صغار الصحابة، وسيأتي حديثه هذا مبينًا في كتاب علامات النبوة (١) إن شاء الله تعالى.

قوله: (وقع) بكسر القاف والتنوين، وللكشميهني وقع بلفظ الماضي، وفي رواية كريمة: «وجع» بالجيم والتنوين، والوقع: وجع في القدمين.

قوله: (زر الحجلة) بكسر الزاي وتشديد الراء، والحجلة بفتح المهملة والجيم واحدة الحجال، وهي بيوت تزين بالثيباب والأسرَّة والستور لها عرى وأزرار، وقيل المراد بالحجلة الطير وهو اليعقوب يقال للأنثى منه حجلة، وعلى هذا فالمراد بزرِّها بيضتها، ويؤيده أن في حديث آخر: «مثل بيضة الحمامة» وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في صفة

<sup>(</sup>۱) (٨/ ١٩٥، ١٩٦)، كتاب المناقب، باب ٢١، ٢٢، ح ٢٥٤٠، ٣٥٤١.

النبي ﷺ (١) إن شاء الله تعالى

وأراد البخاري الاستدلال بهذه الأحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل، وهو قول أبي يوسف، وحكى الشافعي في الأم عن محمد بن الحسن أن أبا يوسف رجع عنه ثم محمد بن الحسن عنه وهو قوله وقول الشافعي في الجديد وهو المفتى به عند الحنفية ، الثانية : نجس نجاسة خفيفة وهي رواية أبي يوسف عنه ، الثالثة: نجس نجاسة غليظة وهي رواية الحسن اللؤلؤي عنه . وهذه الأحاديث تردعليه لأن النجس لا يتبرك به . وحديث المجة (٢) وإن لم يكن فيه تصريح بالوضوء لكن توجيهه أن القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه ماء مضاف قيل له هو مضاف إلى طاهر لم يتغير به ، وكذلك الماء الذي خالطه الريق طاهر لحديث المجة ، وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب فيجب إبعاده محتجًا بالأحاديث الواردة في ذلك المجة ، وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب فيجب إبعاده لا يتبرك به ولا يشرب ، عند مسلم وغيره ، فأحاديث الباب أيضًا ترد عليه ، لأن ما يجب إبعاده لا يتبرك به ولا يشرب ، قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضى وما قطر منه على ثيابه طاهر دليل قوي على طهارة الماء المستعمل ، وأما كونه غير طهور فسيأتي الكلام عليه في كتاب الغسل (٢) إن شاء الله تعالى . والله أعلم .

#### ١٤ \_ باب مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنشَقَ مِنْ غَرْ فَةٍ وَاحِدَةٍ

١٩١ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا وَالْمَرْفَقِيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَذْبَرَ ؟ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْمُرْفَقُيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَذْبَرَ ؟ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْمُرْفَقُيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَ يُواللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْمُرْفَقُيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَذْبَرَ ؟ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْمُرْفَقِيلَ مَرَّتُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْمُرْفَقِيلَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى الْمَرْفَقِيلُ مَرَّتُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَدَّ أَلَالًا وَعَلَيْهِ إِلَى الْمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا قَالَ : هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا عَلَى الْمُ مَنْ مَنْ الْمُعْمَى فَالِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْمَى فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى فَا مُنْ الْمُعْمَى مَا أَنْ الْمُعْمَالُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَلُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ الْعُولُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَى اللَّهُ مَا الْمَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْمَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ أَنْ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمِنْ أَلَالَ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْم

[تقدم في: ١٨٥، الأطراف: ١٨٥، ١٨٦، ١٩٢، ١٩٧، ١٩٩]

قوله: (باب من مصمض واستنشق من غرفة واحدة) تقدم الكلام على ذلك قريبًا في باب

YAV

<sup>(</sup>۱) (۱۹٦/۸)، كتاب المناقب، باب۲۲، ح ٣٥٤١.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام ابن المنير في المتواري (ص: ٧١-٧٢).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٦٣٤)، كتاب الغسل، باب ٢٩٦ - ٢٦١.

مسح الرأس (١)، وتقدمت المسألة أيضًا في حديث ابن عباس في أوائل الوضوء (٢).

قوله: (ثم غسل) أي فمه (أو مضمض) كذا عنده بالشك، وأخرجه مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد بسنده هذا من غير شك ولفظه: «ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق» وأخرجه أيضًا الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد كذا، فالظاهر أن الشك فيه من التابعي.

قوله: (من كفة واحدة) كذا في رواية أبي ذر، وفي نسخة «من غرفة واحدة» وللأكثر «من كف» بغير هاء، قال ابن بطال (٤): المراد بالكفة الغرفة، فاشتق لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى، قال: ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف، ومحصله أن المراد بقوله كفة: فعلة، لا أنها تأنيث الكف، وقال صاحب المشارق (٥): قوله من كفة هي بالضم والفتح كغُرفة وغَرفة أي مما ملا كفه من الماء.

قوله (ثم غسل يديه) لم يذكر غسل الوجه اختصارًا، وهو ثابت في رواية مسلم وغيره، وبقية مباحث هذا الحديث تقدمت قريبًا (٢٠).

## ٤٢ ـ باب مَسْح الرَّ أُسِ مَرَّةً

١٩٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءِ فَتَوَضَّا لَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ يَدِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّ يَيْنِ مَرَّ يَيْنِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا ، ثُمَّ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ وَجْهَةُ ثَلاثًا وُهَيْبٌ قَالَ: مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّ يَيْنِ مَرَّ يَيْنِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ، وحَدَّثَنَامُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّ أَسَهُ مَرَّ أَسَهُ مَرَّ أَسَهُ مَرَّ أَسُهُ مَرَّ أَسِهُ مَلَ اللَّهُ مُنَا وَهُ يَبْ قَالَ: مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّ أَسَهُ مَرَّ أَنِهُ مُوسَى قَالَ: عَدَدُ فَا يَا لَا يَا عَلَى الْمُوسَى قَالَ : مَلْكَ رَأُسُهُ مَنَ الْمُؤْتَلُ وَهُ هَا لَا يَا عُلَا لَا عُلَى الْمُؤْلِقُ لَا أَلَا عُلَى الْمُؤْلِقُ لَا أَلَا عُلَالَ عَلَى الْمُؤْلِقُ لَا مُؤْلِقُ لَا عُلَالَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَا عُلَى الْمُؤْلِقُ لَلْ الْمُؤْلِقُ لَا أَلَا عُلَالًا عُولُ الْمُؤْلِقُ لَا لَا عَلَى الْمُؤْلِقُ لَا لَا عَلَى الْمُؤْلِقُ لَا مُؤْلِقُ لَا عُلَى الْمُؤْلِقُ لَا عُلُولُ الْمُؤْلِقُ لَا عُلَالًا لِهُ عُلَى الْمُؤْلِقُ لَا عُلَالَ الْمُؤْلِقُ لَمْ عُلَالَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَا عُلَالَ الْمُؤْلِقُ لَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلُولُولُ الْمُولِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَلَا اللَّهُ الْمُؤْل

[تقدم في: ١٨٥، الأطراف: ١٨٥، ١٨٦، ١٩١، ١٩٧، ١٩٩]

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٩٦)، كتاب الوضوء، باب٣٨، ح١٨٥.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۱۷)، كتاب الوضوء، باب ٧، ح ١٤٠.

<sup>.(</sup>٣٧/٣) (٣)

<sup>(3) (1/397).</sup> 

<sup>(0) (7/137).</sup> 

<sup>(</sup>٦) (١/ ٤٩٨)، كتاب الوضوء، باب٣٨، ح١٨٥.

قوله: (باب مسح الرأس مرة) للأصيلي مسحة.

قوله: (فدعابتورمن ماء) كذا للأكثر، وللكشميهني: / «فدعابماء) ولم يذكر التور.

قوله: (فكفأه) أي أماله، وللأصيلي: «فأكفأه» وقد تقدم النقل أنهما بمعنى.

قوله (فأقبل بيده) كذا هنا بالإفراد، وللكشميهني بالتثنية.

قوله: (حدثنا وهيب) أي بإسناده المذكور وحديثه، وقد تقدمت طريق موسى هذه في باب غسل الرجلين إلى الكعبين (1)، وذكر فيها أن مسح الرأس مرة، وقد تقدم نقل الخلاف في استحباب العدد في مسح الرأس في باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا ثلاثًا ثلاثًا ثني الكلام على حديث عثمان، وذكرنا قول أبي داود: إن الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد لمسح الرأس، وأنه أورد العدد من طريقين صحح أحدهما غيره، والزيادة من الثقة مقبولة فيحمل قول أبي داود على إرادة استثناء الطريقين اللذين ذكرهما، فكأنه قال: إلا هذين الطريقين.

قال ابن السمعاني في الاصطلام: اختلاف الرواية يحمل على التعدد، فيكون مسح تارة مرة، وتارة ثلاثًا، فليس في رواية «مسح مرة» حجة على منع التعدد. ويحتج للتعدد بالقياس على المغسول لأن الوضوء طهارة حكمية، ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح. وأجيب بما تقدم من أن المسح مبني على التخفيف بخلاف الغسل، ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة المغسول. وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزئًا، وأجاب بأن الخفة تقتضي عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق فليكن العدد كذلك، وجوابه واضح. ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث قال النبي بي بعد أن فرغ: «من زاد على هذا فقد أساء وظلم» فإن في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة، ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح - إن صحت - على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس. جمعًا بين هذه الأدلة.

(تنبيه): لم يقبع في هذه الرواية ذكر غسل الوجه، وجوز الكرماني (٣٠) أن يكون هو مفعول

<sup>(</sup>١) (٥٠٣/١)، كتاب الوضوء، باب٣٩، ح١٨٦.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٤٨)، كتاب الوضوء، باب ٢٤، ح١٥٩.

<sup>(</sup>Y) (Y\ XY ، PY).

غسل الذي وقع فيه الشك من الراوي، والتقدير: فغسل وجهه أو تمضمض واستنشق. قلت: ولا يخفى بعده، وقد أخرج الحديث المذكور مسلم (۱) والإسماعيلي في روايتهما المذكورة وفيها بعد ذكر المضمضة والاستنشاق (ثم غسل وجهه ثلاثًا) فدل على أن الاختصار من مسدد، كما تقدم أن الشك منه، وقال الكرماني (۲): يجوز أن يكون حذف الوجه إذا لم يقع في شيء منه اختلاف، وذكر ما عداه لما في المضمضة والاستنشاق من الإفراد والجمع، ولما في إدخال المرفقين، ولما في مسح جميع الرأس، ولما في الرجلين إلى الكعبين، انتهى ملخصًا ولا يخفى تكلفه.

# ٤٣ ـ باب وُصُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَصْلِ وَصُوءِ الْمَرْأَةِ

وَتَوَضَّا عُمَرُ بِالْحَمِيمِ وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ \*أَنَا أَنَّهُ أَنِّهُ مِنْ قَالَ: أَنْ مَنَا وَاللَّهُ مَا ذَانِهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ

١٩٣ ـ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَلَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّوُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا .

قوله: (باب وضوء الرجل) بضم الواو لأن القصدبه الفعل.

قوله: (وفضل وضوء المرأة) بفتح الواو، لأن المرادبه الماء الفاضل في الإناء بعد الفراغ من الوضوء، وهو بالخفض عطفًا على قوله: «وضوء الرجل».

قوله:/ (وتوضأ عمر بالحميم) أي بالماء المسخن، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور \_\_\_\_\_ وعبد الرزاق<sup>(٣)</sup> وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ: «إن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه» ورواه ابن أبي شيبة <sup>(٤)</sup> والدارقطني <sup>(٥)</sup> بلفظ: «كان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه» قال الدارقطني: إسناده صحيح، ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۱۲، ۱۳۲).

<sup>(</sup>Y) (Y/VT).

<sup>(</sup>٣) المصنف (١/ ١٧٤، رقم: ٦٧٥).

<sup>.(</sup>٢٥/١) (٤)

<sup>(</sup>٥) (١/ ٣٧، ح١)، وقال في التعليق المغني بحاشية السنن: إلا أن فيه رجلين تُكُلِّم فيهما، أحدهما: علي ابن غراب، فممن وثقه الدارقطني وابن معين، وممن ضعفه أبو داودوغيره، وقال الخطيب: تكلموا فيه لمذهبه فإنه كان غاليًا في التشيع، والآخر: هشام بن سعد، فهو وإن أخرج له مسلم، فقد ضعفه النسائي وعن أحمد بن حنبل أنه ذكره فلم يرضه، وقال: ليس بمُحْكِم للحديث.

يفعل، فأشار البخاري إلى الردعلى من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل، لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه، فيناسب قوله: «وضوء الرجل مع امرأته» أي من إناء واحد، وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد.

قوله: (ومن بيت تصرائية) هو معطوف على قوله: «بالحميم» أي وتوضأ عمر من بيت نصرائية، وهذا الأثر وصله الشافعي (١) وعبد الرزاق (٢) وغيرهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به، ولفظ الشافعي: «توضأ من ماء في جرة نصرائية» ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم، فقد رواه البيهقي (٣) من طريق سعدان بن نصر عنه قال: «حدثونا عن زيد بن أسلم» فذكره مطولاً، ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة فقال: «عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به» وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن، وأوثقهم وأكبرهم عبد الله، وأظنه هو الذي سمع ابن عينة منه ذلك، ولهذا جزم به البخاري.

ووقع في رواية كريمة بعذف الواو من قوله: «ومن بيت» وهذا الذي جرأ الكرماني أن يقول (٤): المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة، وأما الحميم فذكره لبيان الواقع، وقد عرفت أنهما أثران متغايران، وهذا الثاني مناسب لقوله: «وفضل وضوء المرأة» لأن عمر توضأ بمائها ولم يستفصل، مع جواز أن تكون تحت مسلم واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها ففضل منه ذلك الماء، وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه محتمل، وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال، وإن كان غيره لا يستدل بذلك ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة؛ لأنها لا تكون أسوأ حالاً من النصرانية، وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال، وقال الشافعي في الأم: لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة، وقال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنبًا.

قوله: (حدثنا عبدالله بن يوسف) هو التنيسي أحدرواة الموطأ.

قوله: (كان الرجال والنساء) ظاهره التعميم فاللام للجنس لا للاستغراق.

<sup>(</sup>١) في الأم (١/٧)، كتاب الطهارة، ماء النصر انية والوضوء منه.

<sup>(</sup>۲) انظر: تغلیق التعلیق (۱/ ۳۱).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبير (١/ ٣٢).

<sup>.(</sup>٤ / / (٤)

قوله: (في زمان رسول الله ﷺ) يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول ﷺ يكون حكمه الرفع وهو الصحيح، وحكي عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم يطلع، وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم، ولو لم يسألوه لم يقروا على فعل غير الجائز في زمن التشريع، فقد استدل أبو سعيد وجابر على إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ولو كان منهيًا لنهى عنه القرآن، وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحديث: "من إناء واحد"، وزاد أبو داود من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر "ندلي فيه أيدينا" وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملًا لأن أوانيهم كانت صغارًا كما صرح به الشافعي في الأم في عدة مواضع، وفيه دليل على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها.

قوله: (جميعًا) ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة ، وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعًا في موضع واحد ، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة ، والزيادة المتقدمة في قوله «من إناء واحد» ترد عليه ، وكأن هذا القائل استبعد اجتماع/ الرجال والنساء الأجانب، وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن ، وهو خلاف الظاهر من قوله : «جميعًا».

قال أهل اللغة: الجميع ضد المفترق، وقد وقع مصرحًا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي على وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه، والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. ونقل الطحاوي ثم القرطبي (١) والنووي (٢) الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر، لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البرعن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم. ونقل النووي أيضًا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضًا فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي، وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت حائضًا، وأما عكسه فصح عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (٣/٣).

سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما منعوا التطهر بفضل المرأة، وبه قال أحمد وإسحاق، لكن قيداه بما إذا صلت به لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا، ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال: لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا صلت به، وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس. والله أعلم.

وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المنع، وحديث ميمونة في الجواز، أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وأغرب النووي (١) فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه، وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم، لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، فذكر الحديث، وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط وقد خولف، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ: «أن النبي على وميمونة كافا يغتسلان من إناء واحد».

وفي المنع أيضًا ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي على أربع سنين فقال: «نهى رسول الله على أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا» رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره.

ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ، ففضلت فيها فضلة ، فجاء النبي على يغتسل منه ، فقلت له فقال: «الماء ليس عليه جنابة» واغتسل منه ، لفظ الدارقطني . وقد أعله قوم به «سماك بن حرب» راويه عن عكرمة ، لأنه كان يقبل التلقين ، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم ، وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع ، وهو ممكن بأن تُحمل

<sup>(</sup>۱) المنهاج (۳/۳).

أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي (١)، أو يحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة. والله أعلم.

# / ٤٤ - باب صَبِّ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَضُوءَهُ عَلَى مُغْمَى عَلَيْه

198 \_ حَدَّثَنَا آَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَ أَنَا مَرِيضٌ لاَ أَعْقِلُ فَتَوَضَّا وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوثِهِ، فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلالَةٌ ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَاثِضِ.

[الحديث: ١٩٤، أطرافه في: ٧٧٧، ١٥٦٥، ٢٦٢٥، ٢٧٢٦، ٢٧٢٣، ٢٧٤٣]

قوله: (باب صب النبي ﷺ وضوءه) بفتح الواو لأن المراد به الماء الذي توضأ به، والمغمى بضم الميم وإسكان المعجمة من أصابه الإغماء.

قوله: (يعودني) زاد المصنف في الطب(٢) «ماشيًا».

قوله: (لا أعقلُ) أي لا أفهم، وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال، أي لا أعقل شيئًا، وصرح به في التفسير (٣)، وله في الطب (٤) «فوجدني قد أغمي علي» وهو المطابق للترجمة.

قوله: (من وضوئه) يحتمل أن يكون المراد صب عليَّ بعض الماء الذي توضأ به أو مما بقي منه، والأول المراد، فللمصنف في الاعتصام (٥٠): «ثم صب وضوءه عليًّ» ولأبي داود «فتوضأ وصبه عليً».

قوله: (لمن الميراث) اللام بدل من المضاف إليه كأنه قال ميراثي، ويؤيده أن في الاعتصام (٢) أنه قال: «كيف أصنع في مالي» والمراد بآية الفرائض هنا قوله تعالى: ﴿ يَسَّتَقْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي التَّفْسِير (٧)،

4.1

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١/ ٣٦\_٣٧).

<sup>(</sup>۲) (۲۲/۱۳)، بل في المرضى، باب، م- ٥٦٥١.

<sup>(</sup>٣) (١٠/ ٣٧)، كتاب التفسير «النساء» باب٤، ح٧٧٥٤.

<sup>(</sup>٤) (۲۲/۱۳)، كتاب المرضى، باب٥، ح١٥٦٥.

<sup>(</sup>٥) (١/١٨)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب٨، ح٧٣٠٩.

<sup>(</sup>٦) (١٩٤/١٧)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب٨، ح٧٣٠٩.

<sup>(</sup>٧) (١٠/ ٣٨)، كتاب التفسير «النساء» باب ٤ ، ح٧٧٥ .

ويذكر هناك بقية مباحثه إن شاء الله تعالى.

# ٥٤-باب الْعُسْل وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَح وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ

١٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِمِخْضَبٍ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقِي قَوْمٌ، فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ الْمِخْضِبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا: كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيادَةً.

[تقدم في: ١٦٩، الأطراف: ١٦٩، ٢٠٠، ٣٥٧٢، ٣٥٧٣، ٣٥٧٤، ٣٥٧٥]

قوله: (باب الغسل والوضوء في المخضب) هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة بعدها موحدة، المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان، وقد يطلق على الإناء صغيرًا أو كبيرًا، والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه، وعطفه الخشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف العام على الخاص فقط بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه.

قوله: (حدثنا عبد الله بن منير) هو بضم الميم وكسر النون بعدها ياء خفيفة كما قدمناه في المقدمة لكن وقع هنا في رواية الأصيلي: «ابن المنير» بزيادة الألف واللام، فقد يلتبس بابن المنير الذي ننقل عنه في هذا الشرح لكنه بتثقيل الياء ونون مفتوحة، وهو متأخر عن هذا الراوي بأكثر من أربعمائة سنة.

قوله: (حضرت الصلاة) هي العصر.

قوله: (إلى أهله) أي الإرادة الوضوء (وبقي قوم) أي عند رسول الله على «ومن» في قوله: «من حجارة» لبيان الجنس.

قوله: (فصغر) بفتح الصاد المهملة وضم الغين المعجمة أي لم يسع بسط كفه على فيه في فيه، وللإسماعيلي «فلم يستطع أن يبسط كفه من صغر المخضب» وهو دال على ما قلناه إن المخضب قد يطلق على الإناء الصغير، ومباحث هذا الحديث تقدمت في باب التماس/ الوضوء (١١)، وباقي الكلام عليه يأتي في علامات النبوة (٢) إن شاء الله تعالى، وقد أخرجه المصنف هناك عن عبد الله

<sup>(</sup>١) (١/ ٤٦٦)، كتابُ الوضوء، باب٣٢، -١٦٩.

<sup>(</sup>٢) (٨/ ٢٢٥)، كتاب المناقب، باب ٢٥، - ٧٥٥٠.

ابن منير أيضًا لكنه قال: «عن يزيد بن هارون» بدل عبد الله بن بكر، فكأنه سمعه من شيخين، حدثه كل منهما به عن حميد.

١٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَعَا بِقَدَحِ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ .

[تقدم في: ١٨٨، الأطراف: ١٨٨، ٤٣٣٨]

قوله: (عن بريد) بالموحدة والراء مصغرًا هو ابن عبد الله بن أبي بردة ، والقدر المذكور من المتن تقدم بعضه معلقًا في باب استعمال فضل وضوء الناس<sup>(۱)</sup> ، وسيأتي مطولاً في المغازي<sup>(۲)</sup> إن شاء الله تعالى ، والغرض منه ذكر القدح وقد ذكر نا ما فيه .

١٩٧ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْكَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ، وَغَسَلَ رَجْلَيْهِ.

[تقدم في: ١٨٥، الأطراف: ١٨٥، ١٨٦، ١٩١، ١٩٢، ١٩٩]

قوله: (أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده، وعبد العزيز شيخه هو ابن عبد الله بن أبي سلمة نسب إلى جده أيضًا، فاتفقا في أن كلاً منهما ينسب إلى جده، وفي أن كلاً منهما اسم أبيه عبد الله، وأن كلاً منهما يكتنى أبا عبد الله وأنّ كلاً منهما ثقة حافظ فقيه.

قوله: (أتى رسول الله ﷺ) ، وللكشميهني وأبي الوقت: «أتانا».

قوله: (فغسل وجهه) تفسير لقوله فتوضأ، وفيه حذف تقديره: فمضمض واستنشق كما دلت عليه باقي الروايات، والمخرج متحد، وقد تقدمت مباحثه (٣)، وأن عبد العزيز هذا زاد في روايته أن التوركان من صُفر أي: نحاس جيد.

<sup>(</sup>١) (١/ ٤٠٥)، كتاب الوضوء، باب ٤٠.

<sup>(</sup>٢) (٩/ ٤٥٤)، كتاب المغازي، باب٥٦، ح٤٣٢٨.

<sup>(</sup>۳) (۲/ ۶۹۲، ۵۰۶، ۵۰۹)، في غير موضع من كتاب الوضوء، باب۳۸، ۳۹، ۶۱، ۶۲، ح، ۱۸۵، (۳) . ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲،

١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيُمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُ عَلَيْ وَاشْتَذَبِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْ وَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَدُّ وَالْبَعْ فَي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذَنَ لَهُ وَحَدِي اللّهِ عَنْ لَكُم النَّبِي عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبّاسٍ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ؟ قُلْتُ : لاَ. قَالَ: هُو عَلِيُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللّهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ أَنَّ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْنَةُ وَاشْتَذَ وَجَعُهُ : هُو يَقُوا عَلَيْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللّهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ أَنَّ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْنَةُ وَاشْتَذَ وَجَعُهُ : هُو يَقُوا عَلَيْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللّهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ أَنَّ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْنَةُ وَاشْتَذَ وَجَعُهُ : هُو يَقُوا عَلَيْ وَنُ سَبْعِ قِرَبُ لَمْ تُحْلَقُ أَوْكِيتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النّاسِ " وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النّبِي مِنْ شَعْع قِرَبُ لَمْ مُنْ فَذُ فَعَلْتُنَا نَصُرُ عَلَى النّاسِ " وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النّبِي عَلَى النّاسِ " وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النّبِي اللّهُ مَنْ عَلْمُ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ . ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ .

[الحديث: ۱۹۸، أطرافه في: ١٦٤، ١٦٥، ٢٧٩، ٣٨٣، ١٨٧، ٢١٧، ٢١٧، ٢١٧، ٢٥٨، ٢٥٨، ٢١٨، ٢١٨، ٢٥٨،

قوله: (في أن يمرض) بفتح الراء الثقيلة، أي يخدم في مرضه.

قوله: (فأذن) بكسر المعجمة وتشديد النون المفتوحة أي الأزواج، واستدل به على أن القسم كان واجبًا عليه، ويحتمل أن يكون فعل ذلك تطييبًا لهن.

قوله: (قال عبيدالله) هو الراوي له عن عائشة، وهو بالإسناد المذكور بغير أداة عطف.

قوله: (وكانت) هو معطوف أيضًا بالإسناد المذكور.

قوله: (هريقوا) كذا للأكثر، وللأصيلي «أهريقوا» بزيادة الهمزة، قال ابن التين: هو بإسكان الهاء، ونقل عن سيبويه أنه قال: أهراق يهريق أهرياقًا مثل: أسطاع يسطيع أسطياعًا بقطع الألف و فتحها في الماضي وضم الياء في المستقبل وهي لغة في أطاع يطيع فجعلت السين والهاء عوضًا من ذهاب حركة عين الفعل، وروي بفتح الهاء واستشكله، ويوجه بأن الهاء مبدلة من الهمزة لأن أصل هراق أراق، ثم اجتلبت الهمزة فتحريك الهاء على إبقاء البدل والمبدل منه وله نظائر، وذكر له الجوهري توجيهًا آخر وأن أصله «أأريقوا» فأبدلت الهمزة الثانية هاء للخفة،

<sup>(1784/8) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (ص: ١٢٥٧).

وجزم ثعلب في الفصيح بأن «أهريقه» بفتح الهاء. والله أعلم.

قوله: (من سبع قرب) قال الخطابي (١): يشبه أن يكون خص السبع تبركًا بهذا العدد؛ لأن له دخو لا في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة. وفي رواية للطبراني في هذا الحديث: «من آبار شتى» والظاهر أن ذلك للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح: «لعلي أستريح فأعهد» أى أوصى.

قوله: (وأجلس في مخضب حفصة) زاد ابن خزيمة من طريق عروة عن عائشة أنه كان من نحاس، وفيه إشارة إلى الردعلى من كره الاغتسال فيه كما ثبت ذلك عن ابن عمر، وقال عطاء: إنما كره من النحاس ريحه.

قوله: (نصب عليه من تلك) أي القرب السبع.

قوله: (حتى طفق) يقال: طفق يفعل كذا إذا شرع في فعل واستمر فيه.

قوله: (ثم خرج إلى الناس) زاد المصنف من طريق عقيل عن الزهري «فصلى بهم وخطبهم ثم خرج» وهو في باب الوفاة في آخر كتاب المغازي<sup>(٢)</sup>، وسيأتي الكلام على بقية مباحثه هناك، وعلى ما فيه من أحكام الإمامة في باب حد المريض أن يشهد الجماعة (٣) إن شاء الله تعالى.

#### ٤٦ ـ باب الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْر

١٩٩ \_ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَمِّي يُكْثِرُ مِنَ الْوُضُوءِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَخْبِرْنا كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَ ﷺ يَتُوضَا فَلَاتَ مِنْ مَاءٍ فَكَفَا عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَادٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ عَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِهِ وَأَقْبَلَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَتَوَضَّأَ .

[تقدم في: ١٨٥، الأطراف: ١٨٥، ١٨٦، ١٩١، ١٩٢]

<sup>(</sup>١) الأعلام(١/٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) (۹/ ۲۰۶)، کتاب المغازي، باب۸۳، ح٤٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٥١٦)، كتاب الأذان، باب ٣٩، ح ٦٦٥.

قوله: (باب الوضوء من التور) تقدمت مباحث حديث الباب قريبًا (١) ، وأن التور بفتح المثناة شبه الطست وقيل هو الطست، ووقع في حديث شريك عن أنس في المعراج (٢): «فأتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب» وظاهره المغايرة بينهما، ويحتمل الترادف، وكأن الطست أكبر من التور.

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال، والإسناد/ كله مدنيون.

قوله: (كان عمى) هو عمروبن أبي حسن كما تقدم، وهو عمه على الحقيقة.

قوله: (ثم أدخل يده في التور فمضمض) فيه حذف تقديره ثم أخرجها فمضمض، وقد صرح به مسلم.

قوله: (من غرفة واحدة) يتعلق بقوله: «فمضمض واستنثر» والمعنى: أنه جمع بينهما ثلاث مرات كل مرة من غرفة، ويحتمل أن يتعلق بقوله: «ثلاث مرات من غرفة واحدة، والأول موافق لباقى الروايات فهو أولى.

قوله: (فقال) أي عبد الله بن زيد (هكذا) هذه الزيادة صريحة في رفع الحديث وإنكان أول سياق الحديث يدل عليه .

٠٠٠ حَدَّثَ نَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءٍ ، فَأَتِيَ بِقَدَحِ رَحْرَاحِ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهُ فِيهِ ، قَالَ أَنَسٌ: فَحَزَرْتُ مَنْ مَاءً مَنْ تَوَضَّا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَمَانِينَ .

[تقدم في: ١٦٩، الأطراف: ١٦٩، ١٩٥، ٣٥٧٢، ٢٥٧٣، ٣٥٧٤]

قوله: (حدثنا حماد) هو ابن زيد، ولم يسمع مسدد من حماد بن سلمة .

قوله: (رحراح) بمهملات الأولى مفتوحة بعدها سكون أي: متسع الفم، وقال الخطابي (٢٠): الرحراح الإناء الواسع الصحن القريب القعر ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل على عظم المعجزة. قلت: وهذه الصفة شبيهة بالطست، وبهذا يظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة، وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد فقال بدل

<sup>(</sup>١) (١/ ١٧)، انظر الإحالة التي في كتاب الوضوء، باب ٤٥، ح١٩٧.

<sup>(</sup>۲) (۱۷/ ۲۲۵)، کتاب التوحید، باب۳۷، ح۱۵۷۷.

<sup>(</sup>٣) الأعلام (١/ ١٦٤).

رحراح: «زجاج» بزاي مضمومة وجيمين، وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج، ضد قول من زعم من المتصوفة: أن ذلك إسراف لإسراع الكسر إليه قلت: وهذه اللفظة تفرد بها أحمد بن عبدة، وخالفه أصحاب حماد بن زيد فقالوا: رحراح، وقال بعضهم: «واسع الفم» وهي رواية الإسماعيلي عن عبد الله بن ناجية عن محمد بن موسى وإسحاق بن أبي إسرائيل وأحمد ابن عبدة كلهم عن حماد، وكأنه ساقه على لفظ محمد بن موسى، وصرح جمع من الحذاق بأن أحمد بن عبدة صحفها، ويقوي ذلك أنه أتى في روايته بقوله: «أحسبه» فدل على أنه لم يتقنه، فإن كان ضبطه فلا منافاة بين روايته ورواية الجماعة لاحتمال أن يكونوا وصفوا هيئته وذكر هو جنسه، وفي مسند أحمد عن ابن عباس أن المقوقس أهدى للنبي على قدحًا من زجاج، لكن في إسناده مقال.

قوله: (فحزرت) بتقديم الزاي أي قدَّرت، وتقدم من رواية حميد (۱) أنهم كانوا ثمانين وزيادة، وهنا قال: ما بين السبعين إلى الثمانين، والجمع بينهما أن أنسّالم يكن يضبط العدة بل كان يتحقق أنها تنيف على السبعين ويشك هل بلغت العقد الثامن أو تجاوزته، فربما جزم بالمجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه. واستدل الشافعي بهذا الحديث على رد قول من قال من أصحاب الرأي: إن الوضوء مقدر بقدر من الماء معين، ووجه الدلالة: أن الصحابة اغتر فوامن ذلك القدح من غير تقدير؛ لأن الماء النابع لم يكن قدره معلومًا لهم فدل على عدم التقدير، وبهذا يظهر مناسبة تعقيب المصنف هذا الحديث بباب الوضوء بالمد، والمد إناء يسع رطلاً وثلثًا بالبغدادي، قاله جمهور أهل العلم، وخالف بعض الحنفية فقالوا المدر طلان.

#### ٤٧ ـ باب الوضوء بالمُد

٢٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَغْسِلُ - أَوْ كَانَ يَغْسَلُ - بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

<sup>(</sup>۱) (۱۱/۸۱)، كتاب الوضوء، باب ٤٥، ح ١٩٥.

مسعر حدثني شيخ من الأنصار يقال له ابن جبر، وفي الإسناد كوفيان: أبو نعيم، وشيخه، وبصريان: أنس، والراؤي عنه.

قوله: (يغسل) أي جسدة، والشك فيه من البخاري أو من أبي نعيم لما حدَّثه به، فقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي تعيم فقال: «يغتسل» ولم يشك.

قوله: (بالصاع) هو إناء يسع خمسة أرطال وثلثًا بالبغدادي، وقال بعض الحنفية: ثمانية.

قوله: (إلى خمسة أمداد) أي: كان ربما اقتصر على الصاغ وهو أربعة أمداد، وربما زاد عليها إلى خمسة، فكأن أنسًا لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية، وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي هم النهاية، والنه والفرق، قال ابن عيينة والشافعي وغير هما: هو ثلاثة آصع، وروى مسلم أيضًا من حديثها: أنه هي كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة، وفيه ردّ على مَنْ قَدَّر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع، وحملة الجمهور على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله هم من الصحابة قدرهما بذلك، ففي مسلم عن سفينة مثله، ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله، وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة، وهو أيضًا في حق من يكون خلقه معتدلاً، وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء (١) بقوله: «وكره أهل يكون خلقه معتدلاً، وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء (١) بقوله: «وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي من الهم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي الله السلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي الله الله الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي الهه الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي الهه الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي الهه الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي الهورة (١) بقوله (١) بقوله (١) به المهورة (١) بقوله (١) به المهورة (١) به من المورة (١) به من المورة (١) به من المورة (١) بقوله (١) به من المورة (١) به من والمو

# ٤٨ - باب الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَيْن

٢٠٢ - حَدَّثَ نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو حَدَّثِنِي أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ مَسَعَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ عَلَى الْخُقَيْنِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ غَيْرَهُ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضِرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهِ بِنَ عُقْبَةً : أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا. . . . فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ .

<sup>(</sup>١) (٤٠٣/١)، كتاب الوضوء، باب ١.

قوله: (باب المسح على الخفين) نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته، وقال ابن عبد البر: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقًا، ثانيهما للمسافر دون المقيم، وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة وبه جزم ابن الحاجب، وصحح الباجي الأول ونقله عن ابن وهب، وعن ابن نافع في المبسوطة نحوه، وأن مالكًا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز، وهذا مثل ما صح عن أبي أيوب الصحابي.

قوله: (حدثنا أصبغ) بفتح الهمزة وكأن البخاري اختار الرواية عنه لهذا الحديث لقوله: «المسح عن النبي على وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكًا على خلافه». وعمرو هو ابن الحارث، وهو ومن دونه ثلاثة مصريون، والذين فوقه ثلاثة مدنيون، وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي: أبو النضر عن أبي سلمة، وصحابي عن صحابي.

قوله: (وأن عبد الله) هو معطوف على قوله: عن عبد الله بن عمر فهو موصول إذا حملناه على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد الله، وإلا فأبو سلمة لم يدرك القصة، وقد أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: «رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ فأنكرت ذلك عليه، فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: سل أباك فذكر القصة. ورواه ابن خزيمة من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه وفيه أن عمر قال: «كنا ونحن مع نبينا نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسًا».

<sup>(</sup>١) المنهاج (٣/ ١٦٣).

قوله: (فلا تسأل عنه غيره) أي: لقوة الوثوق بنقله. ففيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة، وقد يقيد العلم عند البعض دون البعض. وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد، وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع، واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة وضول الترجيح في ذلك عند التعارض، ويمكن إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة، وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعد، وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفي عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره؛ لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته، وقد روى قصته مالك في الموطأ عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه: «أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك» فذكر القصة. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح في الحضر لا في السفر لظاهر هذه القصة، ومع ذلك فالفائدة بحالها. والله أعلم.

قوله: (وقال موسى بن حقبة) هذا التعليق (١) وصله الإسماعيلي وغيره بهذا الإسناد، وفيه ثلاثة من التابعين على الولاء أولهم موسى، وموسى وأبو النضر قرينان مدنيان.

قوله: (أن سعدًا حدثه) أي حدث أبا سلمة، والمحدث به محذوف تبين من الرواية الموصولة أن لفظه: «أن رسول الله على الخفين».

قوله: (فقال) هو معطوف على المقدر.

قوله: (نحوه) بالنصب لأنه مقول القول، وظهر أن قول عمر في هذه الرواية المعلقة بمعنى الرواية التي وصلها المؤلف لا بلفظها، وقد وصله الإسماعيلي أيضًا من طريق أخرى عن موسى بن عقبة ولفظه: «وأن عمر قال لعبد الله \_ أي ابنه كأنه يلومه \_ إذا حدثك سعد عن النبي ﷺ فلا تبتغ وراء حديثه شيئًا».

٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ - إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِع / بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّا وَمَسَعَ عَلَى الْخُفَيْنِ.

[تقدم في: ١٨٢، الأطراف: ١٨٢، ٢٠٦، ٣٦٣، ٨٨٨، ٢٩١٨، ٤٤٢١، ٥٧٩٨، ٥٧٩٨]

 <sup>(</sup>۱) تغلیق التعلیق (۲/ ۱۳۲ ۱۳۳).

قوله: (حدثنا الليث) بن سعد (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري وقد تقدم هذا الحديث من طريق أخرى عنه في باب الرجل يوضئ صاحبه (۱) ، وأن فيه أربعة من التابعين على الولاء . وأخرجه المصنف في المغازي (۲) من طريق أخرى عن الليث فقال: عن عبد العزيز بن أبي سلمة بدل يحيى بن سعيد ، وسياقه أتم ، فكأن لليث فيه شيخين .

قوله: (أنه خرج لحاجته) في الباب الذي بعد هذا (٣) أنه كان في سفر ، وفي المغازي (٤) أنه كان في غزوة تبوك على تردد في ذلك من رواته . ولمالك وأحمد وأبي دواد من طريق عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه كان في غزوة تبوك بلا تردد ، وأن ذلك كان عند صلاة الفجر .

قوله: (فاتبعه) بتشديد المثناة المفتوحة، وللمصنف من طريق مسروق عن المغيرة في الجهاد (٥) وغيره أن النبي على هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة، وزاد: «فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم أقبل فتوضأ» وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي توضأ به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة، وأن النبي على قال له: «سلها فإن كانت دبغتها فهو طهور» وأنها قالت: أي والله لقد دبغتها.

قوله: (فتوضأ) زاد في الجهاد: «وعليه جبة شامية» ولأبي داود: «من صوف من جباب الروم»، وزاد المصنف في الطريق الذي في «باب الرجل يوضئ صاحبه»<sup>(1)</sup>: «فغسل وجهه ويديه» والفاء في فغسل تفصيلية، وتبين من ذلك أن المراد بقوله توضأ أي بالكيفية المذكورة، لا أنه غسل رجليه.

واستدل به القرطبي (٧) على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه ، لا سيما في حال مظنة قلة الماء كالسفر ، قال: ويحتمل أن النبي على فعلها فلم يذكرها المغيرة ، قال: والظاهر خلافه . قلت بل فعلها وذكرها المغيرة ، ففي رواية أحمد من طريق عباد بن زياد المذكورة : «أنه غسل كفيه» ، وله من وجه آخر قوي : «فغسلهما فأحسن غسلهما» قال: وأشك أقال دلكهما

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۹۰)، ح۱۸۲.

<sup>(</sup>۲) (۹/ ۹۷۹)، كتاب المغازي، ح۲۱ ٤٤٢.

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۲۰۹)، ح۲۰۲.

<sup>(</sup>٤) (٩/ ٩٧٥)، كتاب المغازي، ح ٤٤٢١.

<sup>(</sup>٥) (٧/ ١٩٢)، كتاب الجهاد، باب ٩٠ ، ح٢٩١٨.

<sup>(</sup>٦) (١/ ٤٩٠)، كتاب الوضوء، باب٣٥، ح١٨٢.

<sup>(</sup>V) المفهم (١/ ٢٩ ٥٤٠٥).

بتراب أم لا، وللمصنف في الجهاد (۱)؛ «أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه» زاد أحمد «ثلاث مرات، فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين، فأخر جهما من تحت الجبة» ولمسلم من وجه آخر: «وألقى الجبة على منكبيه» ولأحمد: «فغسل يده اليمين ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات» وللمصنف (۱): «ومسح برأسه» وفي رواية لمسلم: «ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين» وسيأتي قوله: «إني أدخلتهما طاهرتين» في الباب الذي بعد هذا (۱).

وحديث المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه ستون رجلاً، وقد لخصت مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة، وفيه من الفوائد: الإبعاد عند قضاء الحاجة، والتواري عن الأعين، واستحباب الدوام على الطهارة لأمره المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنج به وإنما توضأ به حين رجع، وفيه جواز الاستعانة كما شرح في بابه (نا)، وغسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار، وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء، والاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه. وقد يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لا يزال إلا بالماء، وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت، والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها لأنه الله البحبة الرومية ولم يستفصل، واستدل به القرطبي (٥٠) على أن الصوف لا ينجس بالموت لأن الجبة كانت شامية وكانت الشام إذ ذاك دار كفر ومأكول أهلها الميتات، كذا قال. وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة؛ لأنها نزلت في / غزوة المريسيع وكانت هذه القصة في غزوة تبوك، وهي بعدها باتفاق، وسيأتي حديث جرير البجلي في معنى ذلك في كتاب الصلاة (١٠) إن شاء الله تعالى. وفيه التشمير في السفر، ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك، وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر، وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة، سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا؛ لأنه ملى خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة، سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا؛ لأنه ملى خبر الأعرابية

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۱۹۲)، كتاب الجهاد، باب ۹۰ ، -۲۹۱۸.

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۱۹۲)، كتاب الجهاد، باب ۹، ح ۲۹۱۸.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٥٢٩)، كتاب الوضوع، باب ٤٩، ح٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) المفهم (١/ ٢٩٥٩ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) المفهم (١/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٦) (٢/١١٠)، كتاب الصلاة، باب٢٥، ح٣٨٧.

كما تقدم. وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزئ لإخراجه على من تحت الجبة، ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه، وقد يستدل به على من ذهب إلى وجوب تعميم مسح الرأس لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتف بالمسح على ما بقي من ذراعيه.

٢٠٤ ـ حَدَّثَ نَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَ نَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ يَتَلِيُّ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ. وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَٱبَانُ عَنْ يَحْيَى .

[الحديث: ٢٠٤، طرفه في: ٢٠٥]،

قوله: (شيبان) هو ابن عبدالرحمن، ويحيى هو ابن أبي كثير.

قوله: (عن أبي سلمة) وللإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى حدثني أبو سلمة حدثني جعفر بن عمرو بن أمية. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء: أولهم يحيى وهو تابعي صغير، وأبو سلمة وجعفر قرينان.

قوله: (وتابعه) أي تابع شيبان(حرب) وهو ابن شداد، وحديثه موصول عند النسائي<sup>(۱)</sup>.

قوله: (وأبان) هو ابن يزيد العطار وهو معطوف على حرب، وحديثه موصول عند أحمد (٣) والطبراني (٤).

٥٠٠ حَدَّثَ نَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِ و عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَيْهِ. وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍ و قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ.

[تقدم في : ٢٠٤]

قوله: (أخبرنا عبدالله) هو ابن المبارك.

قوله: (عن يحيى) لأحمد عن أبي المغيرة عن الأوزاعي حدثني يحيى.

المجتبى (١/ ٨١، ح١١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تغليق التعليق (١٤٣/١).

<sup>(</sup>٣) المسند (٤/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) تغليق (١/ ١٣٥).

قوله: (على عمامته وخفيه) هكذا رواه الأوزاعي وهو مشهور عنه، وأسقط بعض الرواة عنه جعفرًا من الإسناد، وهو خطأ قاله أبو حاتم الرازي.

قوله: (وتابعه) أي تابع الأوزاعي (معمر) ابن راشد في المتن لا في الإسناد، وهذا هو السبب في سياق المصنف الإسناد ثانيًا ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفر، وذكر أبو ذر في روايته لفظ المتن وهو قوله «يمسح على عمامته» زاد الكشميهني «وخفيه» وسقط ذكر المتن من سائر الروايات في الصحيح، وراوية معمر قد أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (۱) عن معمر بدون ذكر العمامة، لكن أخرجها ابن منده في كتاب الطهارة له، من طريق معمر بإثباتها، وأغرب الأصيلي فيما حكاه ابن بطال (۲) فقال: ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي، لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها، فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحدة، قال: وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة، وهي أيضًا مرسلة لأن أباسلمة لم يسمع من عمرو.

قلت: سماع أبي سلمة من عمرو ممكن، فإنه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو، وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة، أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه/ يسأله عن هذا الحديث، فرجع إليه فأخبره به، فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد فسمعه منه. ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في المسجد النبوي، وقد ذكرنا أن ابن منده أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته؛ لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل، ولا تكون شاذة، ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية.

وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة فقيل: إنه كمل عليها بعد مسح الناصية ، وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور، وقال الخطابي (٣): فرض الله مسح الرأس، والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل. قال: وقياسه على مسح الخف بعيد، لأنه يشق نزعه بخلافها، وتُعُمقُ ب: بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها

4.9

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق (١/ ١٣٦).

<sup>(1) (1/5.7).</sup> 

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (١/ ٤٩).

كما في الخف، وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب، وقالوا: عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين، وقالوا: الآية لا تنفي ذلك ولاسيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه؛ لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل، وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه، وأحمد وإسحاق وأبو ثور، والطبري، وابن خزيمة، وابن المنذر وغيرهم، وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر، وقد صح أن النبي على قال: «إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا»، والله أعلم.

## ٤٩ ـ باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَاطَاهِرَتَان

٢٠٦ حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زِكَرِيًّاءُ عَنْ عَامِرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ فَأَهُو يَثُلُ لَأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَ تَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. النَّبِيِّ عَلَيْهِمَا فَا النَّبِيِّ عَلَيْهِمَا أَوْ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَوْ اللَّهِ عَلَيْهِمَا اللَّهِ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا مَا عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا الْعَلَى عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِمَا مُعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَاعِمِ عَلَى الْعَلَى الْعَل

قوله: (باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان) هذا لفظ رواية أبى داود من طريق يونس بن أبى إسحاق عن الشعبي في هذا الحديث، وسنبين ما بينها وبين لفظ حديث الباب من التفاوت.

قوله: (حدثنا زكريا) بن أبي زائدة. (عن عامر) هو الشعبي، وزكريا مدلس ولم أره من حديثه إلا بالعنعنة، لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن زكريا، والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ماكان مسموعًا لهم، صرح بذلك الإسماعيلي.

قوله: (فأهويت) أي: مددت يدي، قال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومأت به، وقال غيره: أهويت قصدت الهواء من القيام إلى القعود، وقيل: الإهواء الإمالة، قال ابن بطال (١٠): فيه خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره، وفيه الفهم عن الإشارة، وردالجواب عما يفهم عنها لقوله: «فقال دعهما».

قوله: (فإني أدخلتهما) أي القدمين (طاهرتين) كذا للأكثر، وللكشميهني: «وهما طاهرتان» ولأبي داود: «فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان»، وللحميدي في مسنده: «قلت يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان»، ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال: «أمرنا رسول الله على الخفين إذا نحن

<sup>(1) (1/117).</sup> 

أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا»، قال ابن خزيمة: ذكرته للمزني فقال لي : حدث به أصحابنا، فإنه أقوى حجة للشافعي. انتهى

وحديث صفوان وإن كان صحيحًا لكنه ليس على شرط البخاري، لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس، وأشار المزني بما قال إلى الخلاف/ في المسألة، ومحصله أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء، وخالفهم داود فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح، ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له عندهم لأن التيمم مبيح لا رافع، وخالفهم أصبغ. ولو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما ثم أكمل باقي الأعضاء لم يبح المسح عند الشافعي ومن وافقه على إيجاب الترتيب، وكذاعند من لا يوجبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض، لكن قال صاحب الهداية من الحنفية: شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة، قال: والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس، ففي هذه الصورة إذا كمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح؛ لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة. انتهى.

والحديث حجة عليه لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطًا لجواز المسح، والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط، وقد سلم أن المراد بالطهارة الكاملة، ولو توضأ مرتبًا وبقي غسل إحدى رجليه فلبس، ثم غسل الثانية ولبس لم يبح له المسح عند الأكثر، وأجازه الثوري؛ والكوفيون، والمزني صاحب الشافعي، ومطرف صاحب مالك، وابن المنذر وغيرهم لصدق أنه أدخل كلاً من رجليه الخفين وهي طاهرة.

وتُعُقِّب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة، واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتمال باق، قال: لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه.

(فائدة): المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع.

(فائدة أخرى): لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور، وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول، وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة: ليس عليه غسل قدميه، وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح، وفيه نظر (١).

<sup>(</sup>١) وجهه أن الرأس أصل يمسح مع وجود الشعر وعدمه ، والمسح على الخف بدل من غسل القدم فافترقا ، وبذلك يترجح القول ببطلان الوضوء إذا خلع الخفين ، ولا يكفي غسل القدمين لفوات الموالاة ، والله أعلم . [ابن باز].

(فائدة أخرى): لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح، وقال به الجمهور. وخالف مالك في المشهور عنه فقال: يمسح ما لم يخلع، وروي مثله عن عمر. وأخرج مسلم التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث صفوان بن عسال، وفي الباب عن أبي بكرة وصححة الشافعي وغيره.

# ٥-باب مَنْ لَمْ يَتَوَصَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيق وَأَكَلَ أَبُوبَكُ وعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمْ يَتَوَصَّوُوا

٧٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

[الحديث: ۲۰۷، طرفاه في: ٥٤٠٤، ٥٤٠٥]

(باب من لم يتوضأ من لحم الشاة) نص على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها وما دونها بالأولى، وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل لأن من خصه من عموم الجواز علله بشدة زهومته، فلهذا لم يقيده بكونه مطبوخًا، وفيه حديثان عند مسلم وهو قول أحمد واختاره ابن خزيمة وغيره من محدث الشافعية.

قوله: (والسويق)/ قال ابن التين: ليس في أحاديث الباب ذكر السويق، وأجيب بأنه دخل \_\_\_\_\_ من باب الأولى لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته فعدمه من السويق أولى، ولعله أشار ٣١١ بذلك إلى حديث الباب الذي بعده.

قوله: (وأكل أبو بكر...) إلخ سقط قوله: «لحمًا» من رواية أبي ذر إلا عن الكشميهني، وقد وصله الطبراني (١) في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال: «رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضؤوا» ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعًا وموقوقًا على الثلاثة مفرقًا ومجموعًا.

قوله: (أكل كتفشاة) أي لحمه، وللمصنف في الأطعمة (٢) «تعرق» أي أكل ماعلى العرق بفتح المهملة وسكون الراء \_ وهو العظم، ويقال له العراق بالضم أيضًا. وأفاد القاضي

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>۲) (۲۱/۲۲)، ح٤٠٤٥.

إسماعيل أن ذلك كان في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عم النبي على النبي الله وهي بنت عم النبي الله و ويحتمل أنه كان في بيت ميمونة كما سيأتي من حديثها (١١) وهي خالة ابن عباس، كما أن ضباعة بنت عمه، وَبيَّن النسائي من حديث أم سلمة أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال.

٢٠٨ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِينَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّا أَ.

[الحديث: ٢٠٨، أطرافه في: ٧٥٥، ٢٩٢٣، ٥٤٠٨، ٥٤٢٢، ٥٤٦٥]

قوله: (يحتز) بالمهملة والزاي أي يقطع، زاد في الأطعمة (٢) من طرق معمر عن الزهري «يأكل منها» وفي الصلاة (٣) من طريق صالح عن الزهري: «يأكل ذراعًا يحتز منها».

قوله: (فألقى السكين) زاد في الأطعمة (٤) عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري: «فألقاها والسكين»، وزاد البيهقي من طريق عبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان في آخر الحديث: قال الزهري: فذهبت تلك ـ أي القصة ـ في الناس، ثم أخبر رجال من أصحاب النبي عليه ونساء من أزواجه أن النبي عليه قال: «توضؤوا مما مست النار» قال: فكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة. واعترض عليه: بحديث جابر قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله عليه ترك الوضوء مما مست النار» رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، لكن قال أبو داود وغيره: إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي، وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي عليه شأة فأكل منها، ثم توضأ وصلى الظهر، ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ، فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة، وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجع منها نظرنا إلى ما عمل به

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۵۳۳)، كتاب الوضوء، باب ٥١، ح ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) (٣٣٨/١٢)، كتاب الأطعمة، باب٢٦، ح٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٥٣٣)، كتاب الأذان، باب٤١، ح٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) (۱۲/ ٣٣٠)، كتاب الأطعمة، باب ٢٠، ح ٥٤٠٨.

الخلفاء الراشدون بعد النبي على فرجحنا به أحد الجانبين، وارتضى النووي هذا في شرح المهذب، وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة، قال النووي (١): كان الخلاف فيه معروفًا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل، وجمع الخطابي (٢) بوجه آخر: وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. والله أعلم.

واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العَشَاءِ على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب، / وعلى جواز قطع اللحم بالسكين، وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن \_\_\_\_\_\_ أبي داود، فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل ٣١٢ الترف، وفيه أن الشهادة على النفى \_إذا كان محصورًا \_ تقبل.

(فائدة): ليس لعمرو بن أمية رواية في البخاري إلا هذا الحديث، والذي مضى في المسح فقط.

# ١ ٥ ـ باب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَصَّأ

٢٠٩ حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ سُويُدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ ـ وَهِيَ أَذْنَى خَيْبَرَ ـ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرُي بِالصَّهْبَاءِ ـ وَهِيَ أَذْنَى خَيْبَرَ ـ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرُي بِالصَّهْبَاءِ لَهُ مَا اللَّهِ ﷺ وَأَكَلُنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

[الحديث: ٢٠٩، أطرافه في: ٢١٥، ٢٩٨١، ٢١٥، ٥٣٨٤، ٥٣٨٤، ٥٣٨٥، ٥٣٥٥، ٥٤٥٥] ٢١٠ \_ جَدَّثَـنَا أَصْبَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِهَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قوله: (باب من مضمض من السويق) قال الداودي: هو دقيق الشعير أو السلت المقلي، وقال غيره: ويكون من القمح، وقد وصفه أعرابي فقال: عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض.

<sup>(</sup>١) المنهاج (٤/ ٤٥).

<sup>(</sup>۲) معالم السنن (۱/ ٦٠).

قوله: (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري، والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري، وبشير بالموحدة والمعجمة مصغرًا، ويشار بالتحتانية والمهملة.

قوله: (بالصهباء) بفتح المهملة والمد.

قوله: (وهي أدنى خيبر) أي طرفها مما يلي المدينة. وللمصنف في الأطعمة وهي على روحة من خيبر، وقال أبو عبيد البكري في معجم البلدان (١): هي على بريد. وَبيَّن البخاري في موضع آخر من الأطعمة (٢) من حديث ابن عيينة أن هذه الزيادة من قول يحيى بن سعيد أدرجت، وسيأتي الحديث قريبًا بدون الزيادة (٣) من طريق سليمان بن بلال عن يحيى .

قوله: (ثم دعابالأزواد) فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر، وإن كان بعضهم أكثر أكلاً، وفيه حمل الأزواد في الأسفار وأن ذلك لا يقدح في التوكل، واستنبط منه المهلب أن الإمام يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة، وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه.

قوله: (فثرى) بضم المثلثة وتشديد الراء ويجوز تخفيفها، أي: بل بالماء لِمَا لحقه من اليبس.

قوله: (وأكلنا) زاد في رواية سليمان: «وشربنا»، وفي الجهاد (٤) من رواية عبد الوهاب «فلكنا وأكلنا وشربنا».

قوله: (ثم قام إلى المغرب فمضمض) أي قبل الدخول في الصلاة، وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة.

قوله: (ولم يتوضأ) أي بسبب أكل السويق، وقال الخطابي (٥): فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ؛ لأنه متقدم وخيبر كانت سنة سبع. قلت: لا دلالة فيه، لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم، وكان يفتى به بعد النبي على واستدل

<sup>(</sup>A £ £ /T) (1)

<sup>(</sup>٢) (١٢/ ٣٨١)، كتاب الأطعمة، باب ٥١، ح٥٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٥٤٠)، كتاب الوضوء، باب٥٤، ح٢١٥.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٢٣٦)، كتاب الجهاد، باب١٢٣، - ٢٩٨١.

<sup>(</sup>٥) الأعلام(١/ ٢٧٢).

به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام.

قوله: (أخبرني عمرو) هو ابن الحارث، وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج، ومباحث المتن تقدمت في الباب الذي قبله، ونصف الإسناد الأول مصريون ونصفه الأعلى مدنيون، ولعمر و ابن الحارث فيه / إسناد آخر إلى ميمونة ذكره الإسماعيلي مقرونًا بالإسناد الأول، وليس في حديث ميمونة ذكر المضمضمة التي ترجم بها فقيل: أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث، مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المضمضة منه فتركها لبيان الجواز، وأفاد الكرماني (١) أن في نسخة الفربري التي بخطه تقديم حديث ميمونة هذا إلى الباب الذي قبله، فعلى هذا هو من تصرف النساخ.

#### ٢٥ - باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

٢١١ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةُ قَالاً: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ﷺ شَرِبَ لَبَنّا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ لَهُ دَسَمًا » . تَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

[الحديث: ٢١١، طرفه في: ٥٦٠٩].

قوله: في (باب هل يمضمض من اللبن) وقتيبة هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة وهم الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي عن شيخ واحد وهو قتيبة.

قوله: (شرب لبناً) زادمسلم: «ثم دعا بماء».

قوله: (إن له دسمًا) قال ابن بطال عن المهلب (٢): فيه بيان علة الأمر بالوضوء مما مست النار، وذلك لأنهم كانوا ألفوا في الجاهلية قلة التنظيف فأمر وا بالوضوء مما مست النار، فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ. كذا قال ولا تعلق لحديث الباب بما ذكر، إنما فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء دسم، ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف.

قوله: (تابعه) أي عقيلاً (يونس) أي ابن يزيد، وحديثه موصول عند مسلم (٣)، وحديث

<sup>.(</sup>ox/T) (1)

<sup>.(</sup>٣١**٨/١)** (٢)

<sup>(</sup>٣) تغليق (١/ ١٣٩).

صالح موصول عند أبي العباس السراج في مسنده، وتابعهم أيضًا الأوزاعي أخرجه المصنف في الأطعمة (۱) عن أبي عاصم عنه بلفظ حديث الباب، لكن رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي فذكره بصيغة الأمر: «مضمضوا من اللبن» الحديث، كذا رواه الطبري من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور، وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله، وإسناد كل منهما حسن. والدليل على الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه شرب لبنًا فمضمض ثم قال: «لو لم أتمضمض ما باليت». وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس: «أن النبي على شرب لبنًا فلم يتمضمض ولم يتوضأ»، وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخًا لحديث ابن عباس، ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ.

# ٥٣ - باب الْوُصُوءِ مِنَ إِلنَّوْم وَمَنْ لَمْ يَرَمِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُصُوءًا

٢١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْ قُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ » .

قوله: (باب الوضوء من النوم) أي هل يجب أو يستحب، وظاهر كلامه أن النعاس يسمى نومًا، والمشهور/ التفرقة بينهما وأن من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم، ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت، وفي العين والمحكم النعاس النوم، وقيل مقاربته.

قوله: (ومن لم ير من النعسة) هو قول المُعْظَم، ويتخرج من جعل النعاس نومًا أن من يقول النوم حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس، وقد روى مسلم في صحيحه في قصة صلاة ابن عباس مع النبي الله قال: «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني» فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق، وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: «وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة» والخفقة بفتح المعجمة وإسكان الفاء بعدها قاف قال ابن التين: هي النعسة، وإنما كرر لاختلاف اللفظ، كذا قال. والظاهر أنه من الخاص بعد العام، قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركه وهو ناعس، وقال أبو زيد: خفق برأسه من النعاس:

718

<sup>(</sup>١) (١٢/ ٦٥٣)، كتاب الأشربة، باب١٢، ح٥٦٠٩.

أماله، وقال الهروي: معنى تَخْفَقُ رءوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم، وأشار بذلك إلى حديث أنس: «كان أصحاب رسول الله على ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رءوسهم، ثم يقومون إلى الصلاة» رواه محمد بن نصر في قيام الليل وإسناده صحيح وأصله عند مسلم.

قوله: (عن هشام) زاد الأصيلي: «ابن عروة» والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري.

قوله: (إذا نعس) بفتح العين وغلطوا من ضمها .

قوله: (فليرقد) وللنسائي من طريق أيوب عن هشام «فلينصرف» والمراد به التسليم من الصلاة، وحمله المهلب على ظاهره فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف المزني فقال: ينقض قليله وكثيره، فخرق الإجماع. كذا قال المهلب، وتبعه ابن بطال (۱) وابن التين وغيرهما، وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى، فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره، وهو قول أبى عبيد وإسحاق بن راهويه.

قال ابن المنذر: وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره، ففيه: «إلا من غائط أو بول أو نوم» فيسوى بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه، والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: التفرقة بين قليله وكثيره وهو قول الزهري ومالك، وبين المضطجع وغيره وهو قول الثوري، وبين المضطجع والمستند وغيرهما وهو قول أصحاب الرأي، وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم وهو قول أبي يوسف، وقيل لا ينقض نوم غير القاعد مطلقًا وهو قول الشافعي في القديم، وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا، وفَصَّل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض، وفي المهذب: وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكن بالأرض، فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه، وقال في البويطي: ينتقض، وهو اختيار المزني. انتهى. وتُعقِّب بأن لفظ البويطي ليس صريحًا في ذلك فإنه قال: ومن نام جالسًا أو قائمًا فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء، قال النووي: هذا قابل للتأويل (٢٠).

<sup>(1) (1/</sup>۱۹).

 <sup>(</sup>٢) الصواب في هذه المسألة أن النوم مظنة الحدث، فلا ينقض منه النعاس والشيّ اليسير، إنما ينقض منه ما
 أزال الشعور مطلقًا، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب، والله أعلم. [ابن باز].

قوله: (فإن أحدكم) قال المهلب: فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع، كذا قال وفيه نظر، فإن الإشارة إنما هي إلى جواز علم الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها، وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث لأن/ جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس، وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس، وما ادَّعاه من الإجماع منتقض. فقد صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقًا، وفي صحيح مسلم وأبي داود: «وكان أصحاب النبي على ينتظرون الصلاة مع النبي ينقض مطلقًا، وفي صحيح مسلم وأبي داود: «وكان أصحاب النبي عدد، لكن في مسند البراز بإسناد صحيح في هذا الحديث: قفيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى الصلاة».

قوله: (فيسب) بالنصب ويتجوز الرفع، ومعنى يسب يدعو على نفسه، وصرح به النسائي في روايته من طريق أيوب عن هشام، ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة قاله ابن أبي جمرة (١)، وفيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل، والحث على الخشوع وحضور القلب للعبادة واجتناب المكروهات في الطاعات وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين.

(فائدة): هذا الحديث ورد على سبب، وهو ما رواه محمد بن نصر من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصة الحولاء بنت تويت كما تقدم في: «باب أحب الدين إلى الله أدومه» (٢٠).

٢١٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ».

قوله (حدثنا أبق معمر) هو عبدالله بن عمرو، وعبد الوارث هو ابن سعيد، وأيوب هو السختياني، والإسنادكله بصويون.

قوله: (إذا نعس) زاد الإسماعيلي: «أحدكم» ولمحمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب: «فلينصرف».

قوله: (فلينم) قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل؛ لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. انتهى. وقد قدمنا أنه جاء على سبب<sup>(٣)</sup>، لكن العبرة بعموم

<sup>(10/1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ( ١٣٦/١)، كتاب الإيمان، باب٣٢، ح٤٣.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٠٣)، كتاب الوضوع، باب١، من غير إيراد حديث.

اللفظ فيعمل به أيضًا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت .

(تنبيه): أشار الإسماعيلي إلى أن في هذا الحديث اضطرابًا فقال: رواه حماد بن زيد عن أيوب فوقفه وقال فيه: عن أيوب قرئ عليَّ كتاب عن أبي قلابة فعرفته، ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنسًا. انتهى. وهذا لا يوجب الاضطراب، لأن رواية عبد الوارث أرجح بموافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب، وقول حماد عنه «قرئ علي» لا يدل على أنه لم يسمعه من أبي قلابة بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي قلابة . والله أعلم .

#### ٤ ٥ ـ باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

٢١٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ السَّا. ح. قال : وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنْسًا. ح. قال : وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدِّةً فَالَ : يَجْزِئُ أَحَدَنَا أَنْسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَتَوَضَّا أُعِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

قوله: (باب الوضوء من غير حدث) أي ما حكمه؛ والمراد تجديد الوضوء، وقد ذكرنا اختلاف العلماء في أول كتاب الوضوء (١) عند ذكر قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قَمَتُمْ إِلَى الصّلَاةِ محدثين، قُمّتُمْ إِلَى الصّلاة محدثين، واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله ﷺ: ﴿لا وضوء إلا من حدث ﴾ وحكى الشافعي عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم. وتقدم أن من العلماء من حمله على ظاهره وقال: كان الوضوء لكل صلاة واجبًا، ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه. ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة: أن النبي ﷺ أمر بالوضوء لكل صلاة فلما شق عليه أمر بالسواك. وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوي ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما، واستبعده النووي وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم، وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب. ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ، ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب، وفي حق غيرهم على الندب، وحصل بيان ذلك بالسنة كما في حديث الباب.

717

<sup>(</sup>١) (٢/٣٠٦ ٤٠٣)، كتاب الوضوء، باب١.

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي، وسفيان هو الثوري.

قوله: (وحدثنا مسدد) هو تحويل إلى إسناد ثان قبل ذكر المتن، وإنما ذكره وإن كان الأول أعلى لتصريح سفيان الثوري فيه بالتحديث، وعمرو بن عامر كوفي أنصاري<sup>(١)</sup> وقيل بجلي، وصحح المزي<sup>(٢)</sup> أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري، وليس لهذا في البخاري غير ثلاثة أحاديث كلها عن أنس، وليس للبجلي عنده رواية. وقد يلتبس به عمر بن عامر بضم العين راو آخر بصري سلمي أخرج له مسلم، وليس له في البخاري شيء.

قوله: (عند كل صلاة) أي مفروضة، زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس: "طاهرًا أو غير طاهر»، وظاهره أن تلك كانت عادته، لكن حديث سويد المذكور في الباب يدل على أن المراد الغالب، قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة، يعني الذي أخرجه مسلم أنه على الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، وأن عمر سأله فقال: "عمدًا فعلته" وقال: يحتمل أنه كان يفعله استحبابًا ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قلت: وهذا أقرب، وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويدبن النعمان فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان.

قوله: (كيف كنتم) القائل عمرو بن عامر، والمراد الصحابة. وللنسائي طريق شعبة عن عمرو أنه سأل أنسًا «أكان النبي علي يتوضأ، لكل صلاة؟ قال: نعم»، ولابن ماجه: «وكنا نحن نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد».

قوله: (يجزئ) بالضم من أجزأ أي يكفي، وللإسماعيلي «يكفي».

٢١٥ ـ حَدَّثَ نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُويَدُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَامَ خَيْبَرَ خَتَى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْعَصْرَ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالأَطْعِمَةِ فَلَمْ يُوْتَ إِلاَّ كَتَى إِذَا كُنَّا بِالصَّهِبَاءِ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّا أَ.

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال، ومباحث المتن تقدمت قريبًا، وأفادت هذه الطريق

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال (٢٢/ ٩٢)، ت٤٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (٢٢/ ٩٣)، ت٤٣٩٣.

التصريح بالإخبار من يحيى وشيخه، وليس لسويد بن النعمان عند البخاري إلا هذا الحديث الواحد وقد أخرجه في مواضع كما تقدمت الإشارة إليه (١)، وهو أنصاري حارثي شهد بيعة الرضوان كما سيأتي في المغازي (٢) إن شاء الله تعالى. وذكر ابن سعد أنه شهد قبل ذلك أحدًا وما بعدها.

## / ٥٥ - باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

٢١٦ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ ـ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ ـ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ـ ثُمَّ قَالَ ـ بلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ: «يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ـ ثُمَّ قَالَ ـ بلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ: «يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ـ ثُمَّ قَالَ ـ بلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ » ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً . فَقِيلَ لاَ خَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ » ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً . فَقِيلَ لَهُ عَلْمَ لَا اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَنَا » أَوْ «إِلَى أَنْ يَيْبَسَنَا» .

[الحديث: ٢١٦، أطرافه في: ٢١٨، ١٣٦١، ١٣٧٨، ٢٠٥٢، ٢٠٥٥].

قوله: (باب) بالتنوين (من الكبائر) أي التي وعد من اجتنبها بالمغفرة.

قوله: (حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، ومجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس وقد سمع الكثير منه واشتهر بالأخذ عنه، لكن روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد فأدخل بينه وبين ابن عباس طاوسًا، كما أخرجه المؤلف بعد قليل (۳)، وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده، فيحمل على أن مجاهدًا سمعه من طاوس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس، ويؤيده أن في سياقه عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس، وصرح ابن حبان بصحة الطريقين معًا، وقال الترمذي رواية الأعمش أصح.

قوله: (مر النبي ﷺ بحائط) أي بستان، وللمصنف في الأدب (٤٠): «خرج النبي ﷺ من بعض حيطان المدينة» فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مربه.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۹۳۳)، کتاب الوضوء، باب ۵، ح ۲۰۹.

<sup>(</sup>٢) (٩/ ٢٧٤)، كتاب المغازي، باب٣٥، ح١٧٥.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٥٥٠)، كتاب الوضوء، باب بدون رقم، ح٢١٨.

<sup>(</sup>٤) (٦١٠/١٣)، كتاب الأدب، باب ٤٩، ح ٢٠٥٥.

CONTRACTOR CONTRACTOR

وفي الأفراد للداوقطني من حديث جابر أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية ، وهو يقوي رواية الأدب لجزمها بالمدينة من غير شك والشك في قوله: «أو مكة» من جرير .

قوله: (فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما) قال ابن مالك (١): في قوله: "صوت إنسانين" شاهد على جواز إفراد المضاف المثني إذا كان جزء ما أضيف إليه نحو: أكلت رأس شاتين، وجمعه أجود نحو ﴿ فَقَدَّ صَغَتَ تُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤] وقد اجتمع التثنية والجمع في قوله: ظهراهما مثل ظهور الترسين. فإن لم يكن المضاف جزء ما أضيف إليه، فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية، فإن أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع، وقوله: "يعذبان في قبورهما" شاهدلذلك.

قوله: (بعذبان) في رواية الأعمش: «مر بقبرين» زاد ابن ماجه: «جديدين فقال: إنهما ليعذبان» فيحتمل أن يقال: أعاد الضمير على غير مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه، وأن يقال أعاده على القبرين مجازًا والمرادمَنُ فيهما.

قوله: (وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى) أي إنه لكبير، وصرح بذلك في الأدب (٢) من طريق عبيدة بن حميد عن منصور فقال: «وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير» وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش ولم يخرجها مسلم، واستدل ابن بطال (٣) برواية الأعمش على أن التعذيب لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر، قال: لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد، يعني قبل هذه القصة. وتعقب بهذه الزيادة، وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة عند أحمد والطبراني ولفظه: «وما يعذبان في كبير، بلى».

وقال ابن مالك (٤): في قوله: «في كبير» شاهد على ورود «في» للتعليل، وهو مثل قوله ﷺ:

«عذبت امرأة في هرة» قال: وخفي ذلك على أكثر النحوين مع وروده في القرآن/ كقول الله تعالى

«كَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٨] وفي الحديث كما تقدم، وفي الشعر فذكر شواهد.

انتهى. وقد اختلف في معنى قوله: «وإنه لكبير» فقال أبو عبد الملك البوني: يحتمل أنه ﷺ ظن

أن ذلك غير كبير، فأوحي إليه في الحال بأنه كبير، فاستدرك. وتُعُقِّب بأنه يستلزم أن يكون

<sup>(</sup>١) شواهدالتوضيح (ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) (١١٠/١٣)، كتاب الأدب، باب ٤٩، ح ٢٠٥٥.

<sup>(</sup>TTT/1) (T)

<sup>(</sup>٤) شواهدالتوضيح (ص: ٢٥٥).

نسخًا والنسخ لا يدخل الخبر. وأجيب بأن الحكم بالخبر (١) يجوز نسخه فقوله: «وما يعذبان في كبير» إخبار بالحكم، فإذا أوحي إليه أنه كبير فأخبر به كان نسخًا لذلك الحكم. وقيل: يحتمل أن الضمير في قوله: «وأنه» يعود على العذاب، لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة «يعذبان عذابًا شديدًا في ذنب هين» وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهو النميمة؛ لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة، وهذا مع ضعفه غير مستقيم لأن الاستتار المنفي ليس المراد به كشف العورة فقط كماسيأتي.

وقال الداودي وابن العربي: «كبير» المنفي بمعنى أكبر، والمثبت واحد الكبائر، أي ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلاً، وإن كان كبيرًا في الجملة. وقيل: المعنى ليس بكبير في الصورة؛ لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة، وهو كبير الذنب، وقيل ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير كقوله تعالى: ﴿ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُو عِندالله كبير كقوله تعالى: ﴿ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُو عِندالله كبير كقوله تعالى الله وتعليما الاحتراز من عظيمٌ ﴾ [النور: ١٥]، وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أي كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك.

وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة ، وقيل ليس بكبير بمجرده وإنما صار كبيرًا بالمواظبة عليه ، ويرشد إلى ذلك السياق فإنه وصف كلاً منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان . والله أعلم .

قوله: (لا يستتر) كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وفي رواية ابن عساكر «يستبرئ» بموحدة ساكنة من الاستبراء. ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش: «يستنزه» بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء، فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه، فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد، وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش: «كان لا يتوقى» وهي مفسرة للمراد. وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه لا يستر عورته، وضُعّف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا، ولا يخفى ما فيه. وسيأتي كلام ابن دقيق العيد قريبًا.

وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي، وتَعَقب الإسماعيلي رواية الاستتار بما يحصل

<sup>(</sup>١) لعله الخبر بالحكم.

جوابه مما ذكرنا قال ابن دقيق العيد: لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور، وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أكثر عذاب القبر من البول» أي: بسبب ترك التحرز منه، قال: ويؤيده أن لفظ «مِنْ» في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول، فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى، فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد، ويؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه: «أما أحدهما فيعذب في البول» ومثله للطبراني عن أنس.

قوله: (من بوله) يأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه.

قوله: / (يمشي بالنميمة) قال ابن دقيق العيد: هي نقل كلام الناس، والمرادمنه هنا ماكان بقصد الإضرار، فأما ما أقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب. انتهى. وهو تفسير للنميمة بالمعنى الأعم، وكلام غيره يخالفه كما سنذكر ذلك مبسوطًا في موضعه من كتاب الأدب (۱)، قال النووي (۲): وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرار، وهي من أقبح القبائح، وتعقبه الكرماني (۳) فقال: هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء، فإنهم يقولون: الكبيرة هي الموجبة للحدولا حد على المشي بالنميمة، إلا أن يقال: الاستمرار هو المستفاد منه جعله كبيرة، لأن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة، أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحي. انتهى.

وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم، لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين: أحدهما هذا، والثاني ما فيه وعيد شديد. قال: وهم إلى الأول أميل، والثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. انتهى. ولا بد من حمل القول الأول على أن المراد به غير ما نص عليه في الأحاديث الصحيحة؛ وإلا لزم أن لا يعد عقوق الوالدين وشهادة الزور من الكبائر، مع أن النبي على عدهما من أكبر الكبائر، وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستوفى في أول كتاب الحدود (٤) إن شاء الله تعالى. وعرف بهذا الجواب عن اعتراض

<sup>(</sup>۱) (۱۳/ ۲۰۰)، كتاب الأدب، باب٤٦، ح٢٠٥٢.

<sup>(</sup>٢) المنهاج (٣/ ٢٠٠).

<sup>(70/4) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (١٥/ ٥٠٩)، كتاب الحدود، باب١.

الكرماني (١) بأن النميمة قدنص في الصحيح على أنها كبيرة كما تقدم.

قوله: (ثم دعا بجريدة)، وللأعمش: «فدعا بعسيب رطب» والعسيب بمهملتين بوزن فعيل هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص، فإن نبت فهي السعفة، وقيل إنه خص الجريد بذلك لأنه بطيء الجفاف. وروى النسائي من حديث أبي رافع بسند ضعيف أن الذي أتاه بالجريدة بلال، ولفظه: «كنا مع النبي على في جنازة إذ سمع شيئًا في قبر فقال لبلال: اثنني بجريدة خضراء» الحديث.

قوله: (فكسرها) أي فأتى بها فكسرها، وفي حديث أبي بكرة عند أحمد والطبراني أنه الذي أتى بها إلى النبي على وأما ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل المذكور في أواخر الكتاب أنه الذي قطع الغصنين، فهو في قصة أخرى غير هذه، فالمغايرة بينهما من أوجه: منها أن هذه كانت في المدينة وكان معه على جماعة، وقصة جابر كانت في السفر وكان خرج لحاجته فتبعه جابر وحده. ومنها أن في هذه القصة أنه على غرس الجريدة بعد أن شقها نصفين كما في الباب الذي بعد هذا من رواية الأعمش، وفي حديث جابر أنه على أمر جابرًا بقطع غصنين من شجرتين كان النبي على استر بهما عند قضاء حاجته، ثم أمر جابرًا فألقى الغصنين عن يمينه وعن يساره حيث كان النبي على جالسًا، وأن جابرًا سأله عن ذلك فقال: «إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين» ولم يذكر في قصة جابر أيضًا السبب فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين» ولم يذكر في قصة جابر أيضًا السبب جابر وأنهما كانا يعذبان به، ولا الترجي الآتي في قوله: «لعله»، فبان تغاير حديث ابن عباس وحديث جابر وأنهما كانا في قصتين مختلفتين، ولا يبعد تعدد ذلك.

وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة: «أنه ﷺ مربقبر فوقف عليه فقال: اثتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه» فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة، ويؤيده أن في حديث أبي رافع كما تقدم «فسمع شيئًا في قبر» وفيه: «فكسرها باثنين ترك نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه» وفي قصة الواحد جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه، وفي قصة الواحد جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه، وفي قصة الاثنين «جعل على كل قبر جريدة».

قوله: (كسرتين) بكسر الكاف، والكسرة القطعة من الشيء المكسور، وقد تبين من رواية الأعمش أنها كانت نصفًا، وفي رواية جرير عنه: «باثنتين» قال النووي (٢): الباء زائدة للتوكيد

<sup>(1) (</sup>٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (٣/ ٢٠٠).

والنصب على الحال.

قوله: (فوضع) وفي رواية الأعبش الآتية (١) فغرز ا وهي أخص من الأولى.

قوله: (فوضع على كل قبر منهما كسرة)/ وقع في مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش، ثم غرز عندرأس كل واحد منهما قطعة.

٣٢.

قوله: (فقيل له)وللأعمش: «قالوا» أي: الصحابة، ولم نقف على تعيين السائل منهم.

قوله: (لعله) قال ابن مالك (٢): يجوز أن تكون الهاء ضمير الشأن، وجاز تفسيره بأن وصلتها لأنها في حكم جملة لاشتمالها على مسند ومسند إليه، قال: ويحتمل أن تكون: «أن» زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء مع كونها جارة. انتهى. وقد ثبت في الرواية الآتية بحذف «أن» فقوي الاحتمال الثاني، وقال الكرماني (٣): شبه لعل بعسى فأتى بأن في خبره.

قوله: (يخفف) بالضم وفتح الفاء، أي العذاب عن المقبورين.

قوله: (ما لم تيسا) كذا في أكثر الروايات بالمثناة الفوقانية أي الكسرتان، وللكشميهني "إلا أن تيبسا" بحرف الاستثناء، وللمستملي: "إلى أن ييبسا" بإلى التي للغاية والياء التحتانية أي العودان، قال المازري<sup>(3)</sup>: يحتمل أن يكون أوحى إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة. انتهى. وعلى هذا فـ العلى هنا للتعليل، قال: ولا يظهر له وجه غير هذا، وتعَلَيه القرطبي بأنه لو حصل الوحي لما أتى بحرف الترجي، كذا قال. ولا يردعليه ذلك إذا حملناها على التعليل، قال القرطبي أنه لو حصل الوحي لما أتى بحرف الترجي، كذا قال. ولا يردعليه ذلك إذا حملناها على التعليل، قال القرطبي (٥): وقيل إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حديث جابر؛ لأن الظاهر أن القصة واحدة، وكذا رجح النووي (١٦) كون القصة واحدة، وفيه نظر لما أوضحنا من المغايرة بينهما. وقال الخطابي (٧): هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن في الجريدة معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس. قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبًا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح، وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبًا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح، وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه

<sup>(</sup>١) - (١/ ٥٥٠)، كتاب الوضوء، باب بدون رقم، ح٢١٨.

<sup>(</sup>٢) شواهدالتوضيح (ص: ٢٠٧).

<sup>(7) (7/51).</sup> 

<sup>(3)</sup> Ihada (1/03Y).

<sup>(</sup>٥) المفهم (١/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) المنهاج (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>V) الأعلام (1/37Y).

رطوبة من الأشجار وغيرها. وكذلك فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى.

وقال الطيبي: الحكمة في كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد الزبانية، وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملاً بهذا الحديث، قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده. وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله: «ليعذبان»، قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب، كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أن لا ندعو له بالرحمة، وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به، وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن يتبع من يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز (١) من هذا الكتاب، وهو أولى أن يتبع من غيره (٢).

(تنبیه): لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهما، وهو عمل مستحسن، وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به، وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه، ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبي على حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح، وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه على قال لهم: «من دفنتم اليوم هاهنا؟» فدل على أنه لم يحضرهما، وإنما ذكرت هذا ذبًا عن هذا السيد الذي سماه النبي على "سيدًا» وقال لأصحابه: يحضرهما، وإنما ذكرت هذا ذبًا عن هذا السيد الذي سماه النبي على "سيدًا» وقال لأصحابه: الى غير ذلك من مناقبه الجليلة، خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبي فيعتقد صحة ذلك وهو باطل، وقد اختلف في المقبورين فقيل كاناكافرين، وبه جزم أبو موسى المديني، واحتج بما رواه من حديث جابر بسند فيه ابن لهيعة: «أن النبي على مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية، فسمعهما يعذبان في البول والنميمة» قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بقوي لكن

771

<sup>(</sup>١) (١٤١/٤)، كتاب الجنائز، باب٨١ م-١٣٦١.

<sup>(</sup>٢) الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور؛ لأن الرسول الله لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعًا لفعله في كل القبور. وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه، وهم أعلم بالسنة من بريدة، رضي الله عن الجميع. فتنبه [ابن باز].

معناه صحيح، لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنى، ولكنه لمارآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع لهما إلى المدة المذكورة.

وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين وقال: لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين لأنهما لو كانا كافرين لم يَدْعُ لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهما، ولو كان ذلك من خصائصه لبيّنه، يعني كما في قصة أبي طالب. قلت: وما قاله أخيرًا هو الجواب، وما طالب به من البيان قد حصل، ولا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصية، لكن الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف به، وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه سبب التعذيب، فهو من تخليط ابن لهيعة، وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذي قدمنا أن مسلمًا أخرجه، واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر.

وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين، ففي رواية ابن ماجه: «مربقبرين جديدين» فانتفى كونهما في الجاهلية، وفي حديث أبي أمامة عند أحمد: «أنه عليه مربالبقيع فقال: من دفنتم اليوم هاهنا؟» فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين، لأن البقيع مقبرة المسلمين، والخطاب للمسلمين مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم، ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح: «يعذبان، وما يعذبان في كبير» و«بلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول» فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين، لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف.

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: إثبات عذاب القبر، وسيأتي الكلام عليه في الجنائز (١) إن شاء الله تعالى، وفيه التحذير من ملابسة البول، ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب، ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة، خلافًا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة. والله أعلم.

#### ٥٦-باب مَا جَاءً فِي غَسْلِ الْبَوْلِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَاحِب الْقَبْرِ: «كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ». وَلَمْ يَذْكُرْ سِوى بَوْلِ النَّاسِ ٢١٧ ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثِنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ

<sup>(</sup>١) (٤/ ١٧٢)، كتاب الجوائر أباب ٨٨، ح ١٣٧٨.

أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ.

[تقدم في: ١٥٠، الأطراف: ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٠]

قوله: (باب ما جاء في غسل البول، وقال النبي على العبر) أي عن صاحب القبر. وقال الكرماني (١٠): اللام بمعنى لأجل.

قوله: (كان لا يستتر من بوله) يشير إلى لفظ الحديث الذي قبله .

قوله: (ولم يذكر سوى بول الناس) قال ابن بطال (٢): أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب: «كان لا يستتر من البول» بول الناس لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان، وكأنه أراد الردعلى الخطابي (٢) حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها. ومحصل الرد أن العموم في رواية «من البول» أريد به الخصوص / لقوله: «من بوله» والألف واللام بدل من الضمير، لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق، قال: وكذا غير المأكول، وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله، ولمن قال بطهارته حجج أخرى، وقال القرطبي (٤): قوله: «من البول» اسم مفرد لا يقتضي العموم، ولوسلم فهو مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل.

قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي قال: «أخبرنا» وللأكثر: «حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» وهو المعروف بابن علية، وليس هو أخا يعقوب، وروح بن القاسم بفتح الراء على المشهور، ونقل ابن التين والقابسي أنه قرئ بضمها وهو شاذ مردود، وقد تقدمت مباحث المتن في باب الاستنجاء بالماء (٥)، والاستدلال به هنا على غسل البول أعم من الاستدلال به على الاستنجاء فلا تكرار فيه.

قوله: (فيغتسل به) كذا لأبي ذر ـ بوزن يفتعل ـ ولغيره بفتح التحتانية وسكون الغين وكسر السين، وحذف مفعوله للعلم به، أو للحياء من ذكره.

<sup>(</sup>۱) (۳/۷۶).

<sup>(1) (1/177).</sup> 

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (١٧/١).

<sup>(</sup>٤) المفهم (١/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) (١/ ٤٣٣)، كتاب الوضوء، باب١٥٠ - ١٥٠.

#### باب

٢١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِم قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبَانِ فِي مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَظْبَةً فَسَقَهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يَخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْبَسَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: وَحَدَّنَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا... مِثْلَهُ. [٢٠٥، ١٣٧١، ١٣٧١، ٢٠٥، ومِثْلَهُ.

قوله: (باب) كذا ثبت لأبي ذر، وقد قررنا أنه في موضع الفصل من الباب، والاستدلال به على غسل البول واضح، لكن ثبتت الرخصة في حق المستجمر فيستدل به على وجوب غسل ما انتشر على المحل.

قوله: (محمدبن خازم) بالخاء المعجمة والزاي هو أبو معاوية الضرير.

قوله: (فغرز) وفي رواية وكيع في الأدب (١): «فغرس» وهما بمعنى. وأفاد سعد الدين الحارثي أن ذلك كان عند رأس القبر، وقال: إنه ثبت بإسناد صحيح، وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة عند ابن حبان وقد قدمنا لفظه، ثم وجدته في مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش في حديث ابن عباس صريحًا.

قوله: (لم فعلت) سقط لفظ: «هذا» من رواية المستملي والسرخسي.

قوله: (قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع) هو معطوف على الأول، وثبتت أداة العطف فيه للأصيلي ولهذا ظن بعضهم أنه معلق، وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن المثنى هذا عن وكيع وأبي معاوية جميعًا عن الأعمش، والحكمة في إفراد البخاري له أن في رواية وكيع التصريح بسماع الأعمش دون الآخر. وباقي مباحث المتن تقدمت في الباب الذي قبله (٢).

<sup>(</sup>۱) (۱۳/ ۲۰۵)، کتاب الأدب، باب ۲، ۲۰۵۲.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥٤١)، كتاب الوضوء، باب٥٥، ح٢١٦.

# ٥٧ - باب تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

٢١٩ \_ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : ( دَعُوهُ ) حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

[الحديث: ٢١٩، طرفاه في: ٢٢١، ٦٠٢٥]

/ قوله: (باب ترك النبي على والناس الأعرابي) اللام فيه للعهد الذهني، وقد تقدم أن به الأعرابي واحد الأعراب وهم من سكن البادية عربًا كانوا أو عجمًا، وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة فلو منع لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد، فلو منع لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضرر، وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد.

قوله: (همام) هو ابن يحيى، وإسحاق هو ابن عبدالله بن أبي طلحة.

قوله: (عن أنس) ولمسلم: «حدثني أنس».

قوله: (رأى أعرابيًا) حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع المزني أنه الأقرع بن حابس التميمي، وقيل غيره كما سيأتي قريبًا (١٠).

قوله: (في المسجد) أي مسجد النبي ﷺ.

قوله: (فقال دعوه) كان هذا الأمر بالترك عقب زجر الناس له كما سيأتي (٢).

قوله: (حتى) أي فتركوه حتى فرغ من بوله، فلما فرغ دعا النبي على بماء أي في دلو كبير (فصبه) أي فأمر بصبه كما سيأتي ذلك كله صريحًا(٢)، وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق فساقه مطولاً بنحو مما شرحناه، وزاد فيه: ثم إن رسول الله على دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن» وسنذكر فوائده في الباب الآتي بعده (٤) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۵۵۲)، کتاب الوضوء، باب، ۵۸، ح۲۲۰.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۵۸۲)، کتاب الوضوء، باب ۵۸، ح۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٥٥٢)، كتاب الوضوء، باب٥٨، ح٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٥٥٣)، كتاب الوضوء، باب٥٨، ح٢٢٠.

#### ٥٨-باب صَبِّ المَاءِ على الْبَوْلِ في الْمَسْجِدِ

٢٢٠ - حَدَّثَ نَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عُتُبَةَ بْنِ مَسْعُودِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٍّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ ابْنِ عُتُبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٍّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ وَلَمْ النَّبِي عَلَيْهُ مُ اللَّهِ سَجُلاً مِنْ مَاءٍ - أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا بُعِنْتُمْ مُيسِّرِينَ وَلَمْ ثُبْعَثُو امْعَسِّرِينَ ».

[الحديث: ٢٢٠، طرفه في: ٦١٢٨]

قـوله: (باب صب الماء. أخبرني عبيد الله) كذا رواه أكثر الرواة عن الزهري، ورواه سفيان ابن عيينة عنه: «عن سعيد بن المسيب» بدل عبيدالله، وتابعه سفيان بن حسين، فالظاهر أن الروايتين صحيحتان.

قوله: (قام أعرابي) زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله: «أنه صلى ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا. فقال له النبي ﷺ: لقد تحجرت واسعًا. فلم يلبث أن بال في المسجد» وهذه الزيادة ستأتي عند المصنف مفردة في الأدب (۱) من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد روى ابن ماجه وابن حبان الحديث تامّا من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكذا رواه ابن ماجه أيضًا من حديث واثلة بن الأسقع، وأخرجه أبو موسى المديني في الصحابة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار قال: «اطلع ذو الخويصرة اليماني وكان رجلاً جافيا» فذكره تامّا بمعناه وزيادة، وهو مرسل، وفي إسناده أيضًا مبهم بين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاء، وهو عنده من طريق الأصم عن أبي زرعة الدمشقي أحمد بن خالد الذهبي عنه، وهو في جمع مسند ابن إسحاق لأبي زرعة الدمشقي من طريق الشاميين عنه بهذا السند، لكن قال في أوله: «اطلع ذو الخويصرة التميمي وحرقوص بن زهير الذي صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج، وقد فرق وكان جافيًا» والتميمي هو حرقوص بن زهير الذي صار بعد ذلك من برؤوس الخوارج، وقد قول التاريخي (۱۲) إنه الأقرع، ونقل عن أبي الحسين بن فارس أنه عينة بن حصن، والعلم عند الله تعالى. قوله: (فتناوله الناس) أي بألسنتهم، وللمصنف في الأدب (۱۳ هغار إليه الناس) وله في قوله: (فتناوله الناس) أي بألسنتهم، وللمصنف في الأدب (۱۳ هغار إليه الناس) وله في قوله: (فتناوله الناس) أي بألسنتهم، وللمصنف في الأدب (۱۳ هغار إليه الناس) أي بألسنتهم، وللمصنف في الأدب (۱۳ هغار إليه الناس) أي بألسنتهم، وللمصنف في الأدب (۱۳ هغار إليه الناس) أي بألسنتهم، وللمصنف في الأدب (۱۳ هغار إليه الناس) أي بألسنتهم، وللمصنف في الأدب (۱۳ هغار إليه الناس) أي بألسنتهم، وللمصنف في الأدب (۱۳ هغار إليه الناس) أي بألسنتهم، وللمصنف في الأدب (۱۳ هغرب المناب المعرب الله في أله في في أله في أل

377

<sup>(</sup>۱) (۱۹/ ۱۹۷)، کتاب الأدب، باب ۸، ح ۲۱۲۸.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۵۰۱)، کتاب الوضوء، باب ۵۷، ح ۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) (١٩٧/١٣)، كتاب الأدب، باب١٨، ح١١٨.

رواية عن أنس (١) «فقاموا إليه» وللإسماعيلي «فأراد أصحابه أن يمنعوه»، وفي رواية أنس في هذا الباب: «فزجره الناس» وأخرجه البيهقي من طريق عبدان شيخ المصنف فيه بلفظ: «فصاح الناس به» وكذا للنسائي من طريق ابن المبارك. فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي. ولمسلم من طريق إسحاق عن أنس: «فقال الصحابة: مهمه».

قوله: (وهريقوا)، وللمصنف في الأدب (٢) «وأهريقوا» وقد تقدم توجيهها في باب الغسل في المخضب (٣).

قوله: (سجلاً) بفتح المهملة وسكون الجيم، قال أبو حاتم السجستاني: هو الدلو ملأى، ولا يقال لها ذلك وهي فارغة، وقال ابن دريد: السجل دلو واسعة، وفي الصحاح: الدلو الضخمة.

قوله: (أو ذنوباً) قال الخليل: الدلو ملأى ماء. وقال ابن فارس: الدلو العظيمة، وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء، ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب. انتهى، فعلى الترادف «أو» للشك من الراوي، وإلا فهي للتخيير، والأول أظهر فإن رواية أنس لم تختلف في أنها ذنوب، وقال في الحديث: «من ماء» مع أن الذنوب من شأنها ذلك، لكنه لفظ مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما.

قوله: (فإنما بعثتم) إسناد البعث إليهم على طريق المجاز لأنه هو المبعوث على بما ذكر، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك، إذ هم مبعوثون من قبله بذلك، أي مأمورون، وكان ذلك شأنه على في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول: «يسروا ولا تعسروا».

٢٢١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ ٢٢١ مَ النَّبِيِّ عَلِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ النِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ . . .

[تقدم في: ٢١٩، الأطراف: ٦٠٢٥]

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) (۱۳/ ۷۷۲)، كتاب الأدب، باب ۳۵، ح ۲۰۲۵.

<sup>(</sup>۲) (۱۹/ ۱۹۷)، كتاب الأدب، باب ۸، ح ۱۱۲۸.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٥١٨)، كتاب الوضوء، باب ٤٥، ح ١٩٨.

# باب يُهرِيقُ الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ

وحَدَّثَـنَا خَالِدُ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَـهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَا وَفِأَهْرِيقِ عَلَيْهِ.

قوله: (أخبرنا عبدالله) هو أبن المبارك، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري.

قوله: (وحدثنا خالد) سقطت الواو من رواية كريمة، والعطف فيه على قوله: «حدثنا عبدان» وسليمان هو ابن بلال، وبان لي المتن على لفظ روايته، لأن لفظ عبدان فيه مخالفة لسياقه كما أشرنا إليه أنه عند البيهقي.

قوله (في طائفة المسجد) أي ناحيته، والطائفة القطعة من الشيء.

قوله: (فنهاهم) في رواية عبدان: «فقال اتركوه فتركوه».

قوله: (فهريق عليه) كذا لأبي ذر وللباقين: «فأهريق عليه»، ويجوز إسكان الهاء وفتحها كما تقدم، وضبطه ابن الأثير في النهاية بفتح الهاء أيضًا، وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الاحتراز من النجاسة كان مقررًا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته وستدل به استئذانه، ولما تقرر عندهم أيضًا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص.

قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك، لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص، ولهذه القصة أيضًا إذ لم ينكر النبي على المعموم بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص، ولهذه القصة أيضًا إذ لم ينكر النبي على المعمودة وهو دفع أعظم المفسدتين بترك أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء. وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، ويلتحق به غير الواقعة، لأن البلة الباقية على الأرض غمالة أن غسالة انجاسة فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة، وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضًا مثلها لعدم الفارق.

ويستدل به أيضًا على عدم اشتراط نضوب الماء لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على

440

الجفاف، وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق، قال الموفق في المغني بعد أن حكى الخلاف: الأولى الحكم بالطهارة مطلقًا، لأن النبي الله لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئًا، وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادًا، ولاسيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه، وفيه رأفة النبي في وحسن خلقه، قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة: «فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام فقام إلى النبي في المنافق أنت وأمي، فلم يؤنب ولم يسب»، وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وظاهر الحصر من سياق مسلم في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ماذكر من الصلاة والقرآن والذكر، لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به، ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى. والله أعلم.

وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، خلافًا للحنفية حيث قالوا: لا تطهر إلا بحفرها، كذا أطلق النووي (١) وغيره، والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبين ما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها، واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق: أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوي لكن إسناده ضعيف قاله أحمد وغيره، والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل بن مقرن والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاوس ورواتهما ثقات، وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقًا، وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقًا، والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين وكان من أرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، وذلك مفقود في المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما. والله أعلم، وسيأتي باقي فوائده في كتاب الأدب (٢) إن شاء الله تعالى.

#### ٩٥-باب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

٢٢٢ \_ حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ.

[الحديث: ٢٢٢، أطرافه في: ٦٨٥٥، ٢٠٠٢، ٥٣٥٥]

<sup>(</sup>١) المنهاج (٣/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) (٦٩٧/١٣)، كتاب الأدب، باب، ٨، ح١١٢٨ من حديث أبي هريرة.

قوله: (باب بول الصبيان) بكسر الصاد ويجوز ضمها جمع صبي، أي ما حكمه وهل يلتحق به بول الصبايا - جمع صبية - أم لا؟ وفي الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف: منها حديث علي مرفوعًا في بول الرضيع، ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن/ أبي الأسود عن أبيه عنه، قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام، وإسناده صحيح، ورواه سعيد عن قتادة فوقفه، وليس ذلك بعلة قادحة، ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعًا: "إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر» أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره، ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ: "يرش» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أيضًا.

قوله: (بصبي) يظهر لي أن المرادبه ابن أم قيس المذكور بعده، ويحتمل أن يكون الحسن ابن علي أو الحسين، فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت: «بال الحسن - أو الحسين - على بطن رسول الله على فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه»، ولأحمد عن أبي ليلى نحوه، ورواه الطحاوي من طريقه قال: «فجيء بالحسن» ولم يتردد، وكذا للطبراني عن أبي أمامة، وإنما رَجَّحتُ أنه غيره لأن عند المصنف في العقيقة (۱) من طريق يحيى القطان عن هشام بن عروة: «أتي النبي على بصبي يحنكه»، وفي قصته أنه بال على ثوبه، وأما قصة الحسن ففي حديث أبي ليلى وأم سلمة أنه بال على بطنه على بطنه ووضع خليث زينب بنت جحش عند الطبراني: «أنه جاء وهو يحبو والنبي على فائم فصعد على بطنه ووضع ذكره في سرته فبال» فذكر الحديث بتمامه، فظهرت التفرقة بينهما.

قوله: (فأتبعه) بإسكان المثناة أي أتبع رسول الله على النوب الماء يصبه عليه، زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام: «فأتبعه ولم يغسله»، ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام: «فصب عليه الماء» وللطحاوي من طريق زائدة الثقفي عن هشام: «فضحه عليه».

٢٢٣ - حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدَ عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ عَبْدَ عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ عَنْ أُمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاء فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

[الحديث: ٢٢٣، طرفه في ٦٥٩٣]

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۳۹۸)، كتاب العقيقة، باب ١، ح ٥٤٦٨.

قوله: (عن أم قيس) قال ابن عبد البر: اسمها جذامة يعني بالجيم والمعجمة، وقال السهيلي: اسمها آمنة وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي، وكانت من المهاجرات الأول، كما عند مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث، وليس لها في الصحيحين غيره وغير حديث آخر في الطب<sup>(1)</sup>، وفي كل منهما قصة لابنها، ومات ابنها في عهد النبي على ومغير كما رواه النسائي، ولم أقف على تسميته.

قوله: (لم يأكل الطعام) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها، فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال، هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم (٢) وشرح المهذب، وأطلق في الروضة (٣) - تبعًا لأصلها - أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن، وقال في نكت التنبيه: المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه. وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله: «لم يأكل» على ظاهره فقال: معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه، والأول أظهر، وبه جزم الموفق بن قدامه وغيره، وقال ابن التين: يُحتَمل أنها أرادت أنه لم يتقوّت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع، ويُحتَمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه ﷺ فيحمل النفي على عمومه، ويؤيد ما تقدم أنه للمصنف في العقيقة (٤).

قوله: (فأجلسه) أي وضعه إن قلنا إنه كان لما ولد، ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا كان في سن مَن يحبو كما في قصة الحسن.

قوله: (على ثوبه) أي ثوب النبي ﷺ، / وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال: المرادبه ٣٢٧ ثوب الصبي، والصواب الأول.

قوله (فنضحه) ، ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب: «فلم يزد على أن نضح بالماء» وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: «فرشه» زاد أبو عوانة في صحيحه «عليه»، ولا تخالف بين الروايتين \_ أي بين نضح ورش \_ لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح وهو صب الماء، ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن

<sup>(</sup>۱) (۷۸/۱۳)، کتاب الطب، باب، ۱، ح۱۹۲۰.

<sup>(</sup>٢) المنهاج (٣/ ١٩٥).

<sup>.(</sup>٣1/1) (٣)

<sup>(</sup>٤) (٢١/ ٣٩٨)، كتاب العقيقة، باب١، ح ٦٨ ٥٤،

هشام: «فدعا بماء فصبع عليه ولأبي عوانة: «فصبه على البول يتبعه إياه».

قوله: (ولم يغسله) ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث وأن المرفوع انتهى عند قوله: «فنضحه» قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال: «فرشه» لم يزدعلى ذلك. انتهى.

وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك لكنه لم يقل: «ولم يغسله» وقد قالها مع مالك الليث وعمر و بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغير هما من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم عن يونس وحده، نعم زاد معمر في روايته قال: «قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية» فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لتكنها غيرها فلا إدراج، وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك، والله أعلم.

وفي هذا الحديث من الفوائد: الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع، والرفق بالصغار، وتحنيك المولود، والتبرك بأهل الفضل (١)، وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها، وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب، واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية: أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، وقال أصحابه هي رواية شاذة، والثاني يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي، وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كانا لم يدخل أجوافهما شيء أصلاً، والثالث هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية.

قال ابن دقيق العيد: اتبعوا في ذلك القياس وقالوا المراد بقولها: «ولم يغسله» أي غسلاً مبالغًا فيه، وهو خلاف الظاهر، ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر\_يعني التي قدمناها\_من التفرقة بين بول الصبي والصبية فإنهم لا يفرقون بينهما، قال: وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه:

<sup>(</sup>۱) هذا فيه نظر. والصواب أن ذلك خاص بالنبي على ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره على وهم أعلم الناس بالشرع، فوجب التأسي بهم. ولأن جو از مثل هذا لغيره على قد يفضي إلى الشرك. فتنبه. [ابن باز].

منها ما هو ركيك، وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة، واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل، قلت: وهو مشكل عليهم، لأنهم يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل.

(تنبيه): قال الخطابي (١): ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس، ولكنه لتخفيف نجاسته. انتهى. وأثبت الطحاوي الخلاف فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام، وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال (٢) ومن تبعهما عن الشافعي وأحمد وغيرهما، ولم يعرف ذلك الشافعية ولا/ الحنابلة، وقال النووي (٣): هذه حكاية باطلة. انتهى، وكأنهم الخذواذلك من طريق اللازم، وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم. والله أعلم.

#### ٦٠ ـ باب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

٢٢٤ \_ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ بَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِي النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّه

[الحديث: ٢٢٤، أطرافه في: ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٤٤]

قوله: (باب البول قائمًا وقاعدًا) قال ابن بطال (٤): دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى، لأنه إذا جاز قائمًا فقاعدًا أجوز. قلت: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما فإن فيه: «بال رسول الله على جالسًا، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة» وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائمًا، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة: «قعد يبول كما تبول المرأة» وقال في حديث حذيفة: «فقام كما يقوم أحدكم»، ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه على كان يخالفهم في ذلك فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول، وهو حديث صحيح صححه الدارقطني وغيره، ويدل عليه حديث عائشة قالت: «ما بال رسول الله على حديث صحيح صححه الدارقطني وغيره، ويدل عليه حديث عائشة قالت: «ما بال رسول الله عليه حديث صحيح صححه الدارقطني وغيره، ويدل عليه حديث عائشة قالت: «ما بال رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١/ ٩٩).

<sup>(1/</sup> ۲۳۲).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (٣/ ١٩٤).

<sup>.(</sup>TTE/1) (E)

قائمًا منذ أنزل عليه القرآن» رواه أبو عوانه في صحيحه والحاكم.

قوله: (عن أبي واثل) ، ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن الأعمش أنه سمع أبا وائل ولأحمد عن يحيى القطان عن الأعمش حدثني أبو واثل.

قوله: (سباطة قوم) بضم المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقًا لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل، وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة، وبهذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول يوهي الجدار ففيه إضرار، أو نقول: إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار وهو صريح رواية أبي عوانة في صحيحه، وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره، أو لكونه مما يتسامح الناس به، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأمو الهم، وهذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه على .

قوله: (ثم دعا بماء) زاد مسلم وغيره من طرق عن الأعمش: «فتنحيت فقال: ادن، فدنوت حتى قمت عند عقبيه» وفي رواية أحمد عن يحيى القطان: «أتى سباطة قوم فتباعدت منه، فأدناني حتى صرت قريبًا من عقبيه فبال قائمًا، ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه» وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين، وهو ثابت أيضًا عند الإسماعيلي وغيره من طرق عن شعبة عن الأعمش، أن ذلك كان بالمدينة أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح، وزعم في الاستذكار أن عيسى تفرد به، وليس كذلك، فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش كذلك، وله شاهد من فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش كذلك، وله شاهد من ولعل البخاري اختصره لتفرد الأعمش به فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصمًا رواه له عن أبي وائل عن المغيرة «أن رسول الله على سباطة قوم فبال قائمًا».

قال عاصم: وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه، يعني أن روايته هي الصواب، قال شعبة: فسألت عنه منصورًا فحدثنيه عن أبي وائل عن/ حذيفة يعني كما قال الأعمش، لكن لم يذكر فيه المسح، فقد وافق منصور الأعمش على قوله عن حذيفة دون الزيادة ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة بل ذكرها في حديث الأعمش؛ لأنها زيادة من حافظ، وقال الترمذي: حديث أبي وائل عن حذيفة أصح، يعني حديثه عن المغيرة، وهو كما قال،

779

وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصمًا على قوله عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهمًا فيصح القولان معًا، لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال.

### ٦١-باب الْبَوْلِ عِنْدَصَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرُ بِالْحَائِطِ

٢٢٥ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ عَيِّلِهُ نَتَمَا شَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَاثِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ، فَالْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.

[تقدم في: ٢٢٤، الأطراف: ٢٢٤، ٢٢٦، ٢٢١]

قوله: (باب البول عندصاحبه) أي صاحب البائل.

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد، ومنصور وهو ابن المعتمر.

قوله: (رأيتني) بضم المثناة من فوق.

قوله: (فانتبذت) بالنون والذال المعجمة أي تنحيت، يقال جلس فلان نبذة بفتح النون وضمها أي ناحية.

قوله: (فأشار إليّ) يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه، وإنما صنع ذلك ليجمع بين المصلحتين: عدم مشاهدته في تلك الحالة وسماع ندائه لو كانت له حاجة، أو رؤية إشارته إذا أشار له وهو مستدبره، وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول لأن هذه الرواية بينت أن قوله في رواية مسلم: «أدنه» كان بالإشارة لا باللفظ، وأما مخالفته على الماعرف من عادته من الإبعاد ـ عند قضاء الحاجة ـ عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة، فقد قيل فيه إنه على كان مشغولاً بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس أحتاج إلى البول، فلو أبعد لتضرر، واستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به وكان قدامه مستورًا بالحائط، أو لعله فعله لبيان الجواز، ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف، ولِمَا يقترن به من الرائحة، والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر.

وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: «خرج علينا رسول الله عليه في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال: «يا حذيفة استرني» فذكر الحديث، وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره، وظهر

أيضًا أن ذلك كان في الحضر لا في السفر، ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معا، وبيانه أنه كل كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم، فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم يؤخره حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخيره من الضرر، فراعى أهم الأمرين، وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذ لم يمكن جمعهما.

٦٢ \_باب الْبَوْلِ عِنْدُ سُبَاطَةِ قَوْم

٢٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ / يُشَدَّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ: إِنَّ يَنِي إِسْرَاثِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرْضَهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَيْتَهُ أَمْسَكَ ، أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شُبَاطَةً قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

[تقدم في: ٢٢٤، الأطراف: ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٧١]

قوله: (باب البول عند سباطة قوم) كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، بَيَّن ابن المنذر وجه هذا التشديد فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه «أنه سمع أبا موسى ورأى رجلاً يبول قائمًا فقال: ويحك أفلا قاعدًا» ثم ذكر قصة بني إسرائيل. وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى.

قوله: (ثوب أحدهم) وقع في مسلم «جلد أحدهم» قال القرطبي (١): مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها، وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذي حملوه، ويؤيده رواية أبي داود ففيها: «كان إذا أصاب جسد أحدهم» لكن رواية البخاري صريحة في الثياب فلعل بعضهم رواه بالمعنى.

قوله: (قرضه) أي قطعه، زاد الإسماعيلي بالمقراض، وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء.

قوله: (ليته أمسك) للإسماعيلي: «لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد»، وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش، ولم يلتفت النبي إلى هذا الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنة، واستدل به لمالك في الرخصة في مثل

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ٥٢٥).

رؤوس الإبر من البول، وفيه نظر لأنه ﷺ في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء، وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه قال: لأنه لم يجد مكانًا يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليًا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله، وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء.

وقيل إنما بال قائمًا لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبًا من الديار، ويؤيده ما رواه عبد الرازق عن عمر رضي الله عنه قال: «البول قائمًا أحصن للدبر»، وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفى لوجع الصلب بذلك، فلعله كان به، وروى الحاكم والبيهةي من حديث أبي هريرة قال: «إنما بال رسول الله على قائمًا لجرح كان في مأبضه» والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة، فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود، ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود. والله أعلم. وسلك أبو عوانة في صحيحة وابن شاهين فيه مسلكًا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه «ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن» وبحديثها أيضا «من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا» والصواب أنه غير منسوخ.

والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الردعلى ما نَفَتْهُ من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد ابن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامًا، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش. والله أعلم. ولم يثبت عن النبي على النهي عنه شيء كما بَيَّنتُه في أوائل شرح الترمذي. والله أعلم.

#### ٦٣ ـ باب غَسْل الدَّم

٢٢٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ/ امْرَأَةُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ \_\_\_\_\_\_ قَالَ: «تَحُتُّةُ ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ». قوله: (باب غسل الدم) بفتح الغين. ويحيى هو ابن سعيد القطان، وهشام هو ابن عروة، وفاطمة هي زوجته بنت عمه المنذر، وأسماء هي جدتهما لأبويهما بنت أبي بكر الصديق.

قوله: (جاءت امرأة) وقع في رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث أن أسماء هي السائلة، وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بالأدليل، وهي صحيحة الإسناد لا علة لها، ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه كما سيأتي في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب (١).

قوله: (تحيض في الثوب) أي يصل دم الحيض إلى الثوب، وللمصنف من طريق مالك عن هشام: «إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة».

قوله: (تحته) بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي تحكه، وكذا رواه ابن خزيمة، والمرادبذلك إزالة عينه.

قوله: (ثم تقرصه) بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، كذا في روايتنا، وحكى القاضي عياض (٢) وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة، أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه.

قوله: (وتنضحه) بفتح الضاد المعجمة وضم الحاء أي: تغسله، قاله الخطابي (٣)، وقال القرطبي (١): المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء، وأما النضح فهو لِمَا شكت فيه من الثوب، قلت: فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الثوب، بخلاف: «تَحُتُه» فإنه يعود على الثوب، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل، ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئًا لأنه إن كان طاهرًا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسًا لم يطهر بذلك، فالأحسن ما قاله الخطابي، قال الخطابي قال الخطابي في هذا الحديث دليل على أن النجاسات بنال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعًا، وهو قول الجمهور، أي يتعين الماء لإزالة النجاسة. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف

<sup>(</sup>١) (٦/ ٤٥)، كتاب الإمارة، باب١٦، ح٢٢٦، (١٣/ ١٥٩)، كتاب الطب، باب٣٣، ح٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) المشارق(۲/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) الأعلام (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) المفهم (١/١٥٥).

<sup>(</sup>٥) معالم السنن (١/ ٩٧).

يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر، ومن حجتهم حديث عائشة: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصته بظفرها» ولأبي داود: «بلته بريقها»، وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة، وأجيب باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك كما سيأتي تقريره في كتاب الحيض في باب هل تصلى المرأة في ثوب حاضت فيه (١).

(فائدة): تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر، ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط.

وأجيب بأن الخبر نص على الماء، فإلحاق غيره به بالقياس، وشرطه أن لا ينقص الفرع عن الأصل في العلة، وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به، وسيأتي باقي فوائده في باب غسل دم الحيض (٢) إن شاء الله تعالى.

٢٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةَ أَسْتَحَاصُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ/ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ: وَقَالَ أَبِي: «ثُمَّ تَوَضَّنِي لِكُلِّ صَلاَةٍ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَوْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي » قَالَ: وَقَالَ أَبِي: «ثُمَّ تَوَضَّنِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ».

[الحديث: ٢٢٨، أطرافه في: ٣٠٦، ٣٢٠، ٣٢٥، ٣٣١].

قوله: (حدثنا محمد)كذا للأكثر غير منسوب، وللأصيلي: ابن سلام، ولأبي ذر: هو ابن سلام، وأبو معاوية هو الضرير.

قوله: (حدثنا هشام) زاد الأصيلي ابن عروة.

قوله: (فاطمة بنت أبي حبيش) بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة التصغير، اسمه قيس بن المطلب بن أسد، وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثًا.

قوله: (أستحاض) بضم الهمزة وفتح المثناة يقال: استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة، والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه.

قوله: (لا) أي لا تدعي الصلاة.

7

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۹۹۲)، كتاب الحيض، باب ۱۱، ح٢١٢.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٩٥)، كتاب الحيض، باب٩، ح٣٠٧.

قوله: (عرق) بكسر العين هو المسمى بالعاذل بالذال المعجمة.

قوله: (حيضتك) بفتح الحاء ويجوز كسرها، والمراد بالإقبال والإدبار هنا ابتداء دم الحيض وانقطاعه.

قوله: (فدعي الصلاة) يتضمن نهي الحائض عن الصلاة، وهو للتحريم ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع.

قوله: (فاغسلي عنك الدم) أي واغتسلي، والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى كما سيأتي بسطها في كتاب الحيض (١) إن شاءالله تعالى.

قوله: (قال) أي هشام بن عروة (وقال أبي) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أي عروة بن الزبير، وادعى بعضهم أن هذا معلق، وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام، وقد بين ذلك الترمذي في روايته، وادعى آخر أن قوله: «ثم توضئي» من كلام عروة موقوفًا عليه، وفيه نظر لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله: «فاغسلي»، وسنذكر حكم هذه المسألة في كتاب الحيض (٢) إن شاء الله تعالى.

# ٦٤ - باب غَسْل الْمَنِيِّ وَفَرْ كِهِ وَغَسْل مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَة

٢٢٩ ـ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ الْجَزَرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَإِلَّهُ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ.

[الحديث: ٢٢٩، أطرافه في: ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢].

٢٣٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌ وَعَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ.
 وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ مَيْمُونِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلَتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ القُوْبَ فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ.
 إلى الصَّلاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ.

[تقدم في: ٢٢٩، الأطراف: ٢٢٩، ٢٣١، ٢٣٢]

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۷۲۰)، كتاب الحيض، باب١٩، ح٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) (١/ ١٩٤)، كتاب الحيض، باب٨، ح٣٠٦.

قوله: (باب غسل المني وفركه) لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنه ورد من حديث عائشة أيضًا كما سنذكره، وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي/ وأحمد وأصحاب للحديث.

وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ماكان رطبًا والفرك على ما كان يابسًا، وهذه طريقة الحنفية، والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معًا، لأنه لو كان نجسًا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره، وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك، ويرد الطريقة الثانية أيضًا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة: «كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، وتحكه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه، فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين، وأما مالك فلم يعرف الفرك وقال: إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات، وحديث الفرك حجة عليهم، وحمل بعض أصحابه الفرك على الدلك بالماء، وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة: «لم أصحابه الفرك على الدلك بالماء، وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة: همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت: «لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، فربما فركته من ثوب رسول الله على بأصابعي».

وقال بعضهم: الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم، والثوب الذي غسلته ثوب الصلاة، وهو مردود أيضًا بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضًا: «لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله على فيك فيك وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة، وأصرح منه رواية ابن خزيمة «أنها كانت تحكه من ثوبه على وهو يصلي» وعلى تقدير عدم ورودشيء من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني لأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده. والله أعلم.

وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني بأن مني النبي على طاهر دون غيره كسائر فضلاته، والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط مني المرأة، فلو كان منيها نجسًا لم يكتف فيه بالفرك، وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها قال: ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب لأن

الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام. والله أعلم.

قوله: (وغسل ما يصيب) أي الثوب وغيره من المرأة، وفي هذه المسألة حديث صريح ذكره المصنف بعد في آخر كتاب الغسل من حديث عثمان (١١)، ولم يذكره هنا، وكأنه استنبطه مما أشرنا إليه من أن المني الحاصل في الثوب لا يخلو غالبًا من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها.

قوله: (عمروبن ميمون الجزري) كذا للجمهور، وهو الصواب، وهو بفتح الجيم والزاي بعدها راء، منسوب إلى الجزيرة، وكان ميمون بن مهران والدعمرو نزلها فنسب إليها ولده، ووقع في رواية الكشميهني وحده الجوزي بواوساكنة بعدها زاي وهو غلط منه.

قوله: (أغسل الجنابة) أي أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف، أو أطلق اسم الجنابة على المنى مجازا.

قوله: (بقع) بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة، قال أهل اللغة: البقع اختلاف اللونين.

قوله في الإسناد الثاني (حدثنا يزيد) قال أبو مسعود الدمشقي: كذا هو غير منسوب في رواية الفربري وحماد بن شاكر، ويقال إنه ابن هارون وليس بابن زريع وجميعًا قد رويا ـ يعني عن عمرو بن ميمون ـ ووقع في رواية ابن السكن أحد الرواة عن الفربري: «حدثنا يزيد، يعني ابن زريع» وكذا أشار إليه الكلاباذي ورجح القطب الحلبي في شرحه أنه ابن هارون قال: لأنه وجد من روايته ولم يوجد من رواية ابن زريع. قلت: ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوقوع، كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه، والمثبت مقدم على النافي، وقد خرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري، وهذا/ من مرجحات كونه ابن زريع، وأيضًا فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون قاله المزي (۲)، والقاعدة فيمن أهمل أن يحمل على من للراوي به خصوصية كالإكثار وغيره، فترجح أنه ابن زريع ". والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۷۲)، كتاب الغسل، باب ۲۹، ح ۲۹۲. وقال في النكت الظراف (۱۱/ ٤١٨): بعد ذكره لما قاله أبو مسعود، والصحيح أنه يزيد بن زريع، كان قتيبة مشهور ابالرواية عنه دون يزيد بن هارون.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (٢٣/ ٩٢٧)، ت٢٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) خالفه الجياني في تقييد المهمل (٢/ ٥٧٦، ٥٧٧) حيث رجح بأنه يزيد بن هارون، وأورد حديث بإسناده عن ابن عبد البر مخالف للسياق الذي أورده البخاري، ويمكن الرد عليه بما قاله ابن حجر بأن مخالفة لفظ من روى هذا الحديث لسياق البخاري ليست مرجحة.

قوله: (حدثنا عمرو) كذا للأكثر، ولأبي ذريعني ابن ميمون وهو ابن مهران، كما سيأتي في آخر الباب الذي يليه (١٠).

قوله: (سمعت عائشة) وفي الإسناد الذي يليه «سألت عائشة» فيه رد على البزار حيث زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة، على أن البزار مسبوق بهذه الدعوى، فقد حكاه الشافعي في الأم عن غيره، وزاد أن الحفاظ قالوا: إن عمر وبن ميمون غلط في رفعه، وإنما هو في فتوى سليمان. انتهى.

وقد تبين من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه صحة سماع سليمان منها وأن رفعه صحيح، وليس بين فتواه وروايته تناف، وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين حيث وقع في إحداهما أن عمرو بن ميمون سأل سليمان، وفي الأخرى أن سليمان سأل عائشة، لأن كلاً منهما سأل شيخه فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض وكلهم ثقات.

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد البصري، وفي طبقته عبد الواحد بن زيد البصري ولم يخرج له البخاري شيئًا.

قوله: (عن المني) أي عن حكم المني هل يشرع غسله أم لا؟ فحصل الجواب بأنها كانت تغسله، وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه كما قدمناه.

قوله: (فيخرج) أي من الحجرة إلى المسجد.

قوله: (بقع الماء) بضم العين على أنه بدل من قوله: «أثر الغسل»، ويجوز النصب على الاختصاص، وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحيي منه لمصلحة تعلم الأحكام، وفيه خدمة الزوجات للأزواج، واستدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضر فلهذا ترجم: «باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره» وأعاد الضمير مذكرًا على المعنى أي فلم يذهب أثر الشيء المغسول، ومراده أن ذلك لا يضر. وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها بها قياسًا، أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض، فكيف أصنع قال: «إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه» قالت فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره» وفي إسناده ضعف، وله شاهد مرسل ذكره البيهقي، والمراد بالأثر ما تعسر إزالته جمعًا بين هذا وبين حديث أم قيس: «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر» أخرجه

<sup>(</sup>۱) برقم(۲۳۲).

أبو داود أيضًا وإسناده حسن، ولما لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف استنبط من الحديث الذي على شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته.

### ٦٥ - باب إذا غَسَلَ الجَنابة أَوْ غَيْرَهَا فَلمْ يَذهبْ أَثره

٢٣١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ مَيْمُونِ قَالَ: سَمعتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ.

[تقدم في: ٢٢٩، الأطراف: ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٢]

قوله: (المنقري) بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف نسبة إلى بني منقر - بطن من تميم - وهو أبو سلمة التبوذكي، وعبد الواحد هو ابن زياد أيضًا.

قوله: (سمعت سليمان بن يسار في الثوب) أي يقول في مسألة الثوب، وللكشميهني: «سألت سليمان بن يسار في الثوب» أي قلت له: ما تقول في الثوب أو «في» بمعنى «عن».

قوله: (أغسله)/ أي أثر الجنابة أو المني.

قوله: (وأثر الغسل فيه) يحتمل أن يكون الضمير راجعًا إلى أثر الماء أو إلى الثوب ويكون قوله: «بقع الماء» بدلاً من قوله: «أثر الغسل» كما تقدم، أو المعنى أثر الجنابة المغسولة بالماء فيه من بقع الماء المذكور، وقوله في الرواية الأخرى: «ثم أراه فيه» بعد قوله: «كانت تغسل المني» يرجح هذا الاحتمال الأخير؛ لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو المني.

٢٣٢ \_ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا . شُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا . [تقدم في: ٢٢٩، ٢٢٩، ٢٢٩]

قوله: (زهير) هو ابن معاوية الجعفي.

قوله: (أنها كانت) يحتمل أن يكون مذكورًا بالمعنى من لفظها، أي قالت كنت أغسل، ليشاكل قولها: «ثم أراه» أو حذف لفظ قالت قبل قولها ثم أراه .

قوله: (بقعة أو بقعًا) يحتمل أن يكون من كلامها وينزل على حالتين، أو شكًا من أحد رواته. والله أعلم.

٥٣٣

# ٦٦ - باب أَبْوَالِ الإبِلِ وَالدُّوابِّ وَالْغَنَم وَمَرَابِضِهَا

وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ، وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: هَاهُنَا وَثُمَّ سَوَاءٌ

قوله: (باب أبوال الإبل والدواب والغنم) والمراد بالدواب معناه العرفي وهو ذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير. ويحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص ثم عطف الخاص على العام. والأول أوجه، ولهذا ساق أثر أبي موسى في صلاته في دار إلبريد لأنها مأوى الدواب التي تركب، وحديث العرنيين ليستدل به على طهارة أبوال الإبل، وحديث مرابض الغنم ليستدل به على طهارة أبوال الإبل، وحديث مرابض الغنم ليستدل به على ذلك أيضًا منها.

قوله: (ومرابضها) جمع مربض بكسر أوله وفتح الموحدة بعدها معجمة، وهي للغنم كالمعاطن للإبل، والضمير يعود على أقرب مذكور وهو الغنم. ولم يفصح المصنف بالحكم كعادته في المختلف فيه، لكن ظاهر إيراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة، ويدل على ذلك قوله في حديث صاحب القبر ولم يذكر سوى بول الناس، وإلى ذلك ذهب الشعبي وابن علية وداود وغيرهم، وهو يرد على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأكول مطلقا، وقد قدمنا ما فيه.

(فائدة) : ذكر البخاري في تاريخه: همدان بريدعمر، وهو يروي عن عمر، وله أثر ذكره

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق (١/١٤١).

المصنف تعليقًا عن عمير كما سيأتي تخريجه من طريقه.

قوله: (سواء) يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة، وتعقب بأنه ليس فيه دليل على طهارة أرواث الدواب عند أبي موسى ؛ لأنه يمكن أن يصلي فيها على ثوب يبسطه، وأجيب بأن الأصل عدمه، وقد رواه سفيان الثوري في جامعه عن الأعمش بسنده ولفظه: «صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين» وهذا ظاهر في أنه بغير حائل، وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب وغيره أن الصلاة على الطنفسة محدث، وإسناده صحيح. والأولى أن يقال إن هذا من فعل أبي موسى، وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عمر وغيره، فلا يكون حجة. أو لعل أبا موسى كان لا يرى الطهارة شرطًا في صحة الصلاة بل يراها واجبة برأسها، وهو مذهب مشهور. وقد تقدم مثله في قصة الصحابي الذي صلى بعد أن جرح وظهر عليه الدم الكثير، فلا يكون فيه حجة على أن الروث طاهر، كما أنه لا حجة في ذاك على أن الدم طاهر، وقياس غير المأكول على المأكول غير واضح، لأن الفرق بينهما متجه لو ثبت أن روث المأكول طاهر، وسنذكر ما فيه قريبًا، والتمسك بعموم حديث أبي هريرة الذي صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعًا بلفظ: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» أولى لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال (١) فيجب اجتنابها لهذا الوعيد. والله أعلم.

٢٣٣ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ ـ أَوْ عُرَيْنَةَ ـ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا. فَلَمَّا صَحُوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ. فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ. فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلابَةَ: فَهَؤُلاَءِ صَرَحُوا، وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

[الحديث: ٢٢٣، أطرافه في: ١٠٠١، ٢٠١٨، ٣٠١٤، ١٩٢١، ١٦٤، ٥٨٥٥، ٢٨٦٥، ٧٢٧٥،

<sup>(</sup>۱) هذا ليس بجيد، والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه كما يأتي دليله في حديث العرينيين، و «أل» في قوله عليه السلام: «استنزهوا من البول» للعهد، والمعهود بينهم بول الناس كما قاله البخاري، وكما يدل عليه حديث القبرين، وأثر أبي موسى المذكور، والله أعلم. [ابن باز].

قوله: (عن أيوب عن أيي قلابة) كذا رواه البخاري، وتابعه أبو داود عن سليمان بن حرب، وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن أبي داود السجستاني وأبي داود الحراني، وأبو نعيم في المستخرج من طريق يوسف القاضي كلهم عن سليمان، وخالفهم مسلم فأخرجه عن هارون ابن عبد الله عن سليمان بن حرب، وزاد بين أيوب وأبي قلابة أبا رجاء مولى أبي قلابة، وكذا أخرجه أبو عوانة عن أبي أمية الطرسوسي عن سليمان، وقال الدار قطني وغيره: ثبوت أبي رجاء وحذفه في حديث حماد بن زيد عن أبوب صواب، لأن أيوب حدث به عن أبي قلابة بقصة العرنيين خاصة، وكذا رواه أكثر أصحاب حماد بن زيد عنه مقتصرين عليها، وحدث به أيوب أيضًا عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة، وزاد فيه قصة طويلة لأبي قلابة مع عمر بن أيضًا عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة، ووافقه على ذلك حجاج الصواف عن أبي رجاء، فالطريقان جميعًا صحيحان. والله أعلم.

٣٣٧

/ قوله: (عن أنس) زاد الأصيلي «ابن مالك».

قوله: (قدم أناس) وللأصيلي والكشميهني والسرخسي «ناس» أي: على رسول الله على و وصرح به المصنف في الديات (٢) من طريق أبي رجاء عن أبي قلابة .

قوله: (من عكل أو عرينة) الشك فيه من حماد، وللمصنف في المحاربين (٣) عن قتيبة عن حماد «أن رهطًا من عكل أو قال: من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل»، وله في الجهاد (٤) عن وهيب عن أيوب «أن رهطًا من عكل» ولم يشك، وكذا في المحاربين (٥) عن يحيى بن أبي كثير، وفي الديات (٦) عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة، وله في الزكاة (٧) عن شعبة عن قتادة عن أنس: «أن ناسًا من عرينة» ولم يشك أيضًا، وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس.

وفي المغازي (<sup>٨)</sup> عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: «أن ناسًا من عكل وعرينة» بالواو

<sup>(</sup>۱) (۱۸/۱۲)، کتاب الدیات، باب ۲۲، ح ۲۸۹۹.

<sup>(</sup>۲) (۷۸/۱٦)، كتاب الديات، باب ۲۲، ح ٦٨٩٩.

<sup>(</sup>٣) (١٥/ ٩٩٣)، كتاب الحدود، باب١٨، ح١٨٠٥.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٢٧٥)، كتاب الجهاد، باب١٥٢، ح١٨٠.

<sup>(</sup>٥) (١٥/ ١٩٥)، كتاب الحدود، باب ١٦، ح ٦٨٠٣.

<sup>(</sup>٦) (١٦/ ٧٨)، كتاب الديات، باب ٢٢، ح ٦٨٩٩.

<sup>(</sup>۷) (٤/ ٣٦٥)، كتاب الزكاة، باب ٦٨، ح١٥٠١.

<sup>(</sup>٨) (٩/ ٢٨٥)، كتاب المغازي، باب٣٦، ح١٩٢٤.

العاطفة وهو الصواب، ويؤيده مارواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: كانوا أربعة من عرينة و ثلاثة من عكل، ولا يخالف هذا ما عند المصنف في الجهاد (۱) من طريق وهيب عن أيوب، وفي الديات (۲) من طريق حجاج الصواف عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس: «أن رهطا من عكل ثمانية» لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فلم ينسب، وغفل من نسب عدتهم ثمانية لرواية أبي يعلى وهي عند البخاري وكذا عند مسلم، وزعم ابن التين تبعًا للداودي أن عرينة هم عكل، وهو غلط، بل هما قبيلتان متغاير تان: عكل من عدنان، وعرينة من قحطان، وعكل بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب، وغرينة بالعين والراء المهملتين والنون مصغرًا حي من قضاعة وحي من بجيلة، والمراد هنا الثاني، كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي، وكذا رواه الطبري من وجه أخر عن أنس.

ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط أنهم من بني فزارة، وهو غلط ؟ لأن بني فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكل ولا مع عرينة أصلاً ، وذكر ابن إسحاق في المغازي أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد وكانت في جمادى الآخرة سنة ست ، وذكر ها المصنف بعد الحديبية ، وكانت في في القعدة منها ، وذكر الواقدي أنها كانت في شوال منها ، و تبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما ، والله أعلم ، وللمصنف في المحاربين (٣) من طريق وهيب عن أيوب أنهم كانوا في الصفة قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل .

قبوله: (فاجتووا المدينة) زاد في رواية يحيى بن أبي كثير قبل هذا: «فأسلموا» وفي رواية أبي رجاء قبل هذا: «فبايعوه على الإسلام» قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة، وهو المناسب لهذه القصة. وقال القزاز: اجتووا أي: لم يوافقهم طعامها، وقال ابن العربي: الجوى داء يأخذ من الوباء.

وفي رواية أخرى يعني رواية أبي رجاء المذكورة: «استوخموا» قال: وهو بمعناه، وقال غيره: الجوى داء يصيب الجوف، وللمصنف من رواية سعيد عن قتادة في هذه القصة «فقالوا: يانبي الله إناكنا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف».

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲۷۵)، كتاب الجهاد، باب ۱۵۲، ح۲۰۱۸.

<sup>(</sup>۲) (۱۱/ ۷۸)، کتاب الدیات، باب۲۲، ۱۸۹۶.

<sup>(</sup>٣) (١٥/ ٥٩٢)، كتاب المحدود، باب١٧، - ٢٨٠٤.

وله في الطب<sup>(۱)</sup> من رواية ثابت عن أنس «إن ناسًا كان بهم سقم قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة»، والظاهر أنهم قدموا سقامًا فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها، فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد من الجوع، فعند أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس: «كان بهم هزال شديد» وعنده من رواية أبي سعدعنه: «مصفرة ألوانهم».

وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة كما عند أحمد من رواية حميد عن أنس، وسيأتي ذكر حمى المدينة من حديث عائشة في الطب<sup>(۲)</sup> وأن النبي على دعا الله أن ينقلها إلى الجحفة، ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس: «وقع بالمدينة الموم» أي بضم/ الميم وسكون الواو قال: وهو البرسام، أي بكسر الموحدة — سرياني معرب أطلق على اختلال العقل، وعلى ورم الرأس، وعلى ورم الصدر، والمرادهنا الأخير. فعند أبي عوانة من رواية همام عن قتادة عن أنس في هذه القصة: «فعظمت بطونهم».

قوله: (فأمرهم بلقاح) أي فأمرهم أن يلحقوا بها، وللمصنف في رواية همام عن قتادة (٣) هامرهم أن يلحقوا براعيه» وله عن قتيبة عن حماد (٤) (فأمر لهم بلقاح)؛ بزيادة اللام فيحتمل أن تكون زائدة أو للتعليل أو لشبه الملك أو للاختصاص وليست للتمليك، وعند أبي عوانة من رواية معاوية بن قرة التي أخرج مسلم إسنادها «أنهم بدءوا بطلب الخروج إلى اللقاح فقالوا: يا رسول الله قد وقع هذا الوجع، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل» وللمصنف من رواية وهيب عن أيوب (٥) أنهم قالوا: «يا رسول الله أبغنا رسلا» أي اطلب لنا لبنًا «قال: ما أجد للم إلا أن تلحقوا بالذود» وفي رواية أبي رجاء (١) «هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها»، واللقاح باللام المكسورة والقاف وآخره مهملة: النوق ذوات الألبان، واحدها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف، وقال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون.

وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت للنبي عليه وصرح بذلك في المحاربين(٧) عن موسى عن

۳۳۸

<sup>(</sup>۱) (۱۳/ ۲۷)، كتاب الطب، باب٥، ح٥٦٨٥.

<sup>(</sup>۲) (۱۳/ ۱۳)، كتاب المرضى، باب۲۲، ح۷۷۷.

<sup>(</sup>۳) (۱۹/۱۳)، کتاب الطب، باب۲، ح۲۸۲۵.

<sup>(</sup>٤) (١٥/ ٩٣/٥)، كتاب الحدود، باب١٨، ح١٨٠٥.

<sup>(</sup>٥) (٧/ ٢٧٥)، كتاب الجهاد، باب١٥٢، ح٢٠١٨.

<sup>(</sup>٦) (١٦/ ٧٨)، كتاب الديات، باب ٢٢، ح ٦٨٩٩.

<sup>(</sup>٧) (١٥/ ٩٩٢)، كتاب الحدود، باب١٧، ح ٢٨٠٤.

وهيب بسنده فقال: "إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله على"، وله من رواية الأوزاعي عن يحيى بن كثير بسنده "فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة" وكذا في الزكاة (١) من طريق شعبة عن قتادة، والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعث النبي على بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه، فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلوا، وظهر بذلك مصداق قوله على: "إن المدينة تنفي خبثها" وسيأتي في موضعه (٢)، وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه على كانت خمس عشرة، وأنهم نحروا منها واحدة يقال لها الحناء، وهو في ذلك متابع للواقدي، وقد ذكره الواقدي في المغازي بإسنادضعيف مرسل.

قوله: (وأن يشربوا) أي وأمرهم أن يشربوا، وله في رواية أبي رجاء (٣) (فاخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها) بصيغة الأمر، وفي رواية شعبة عن قتادة (٤) (فرخص لهم أن يأتوا الصدقة فيشربوا) فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل، وأما شربهم لبن لقاح النبي فيإذنه المذكور، وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته، أما من الإبل فبهذا الحديث، وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه، وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني، وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره، واحتج ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة، قال: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل، قال: وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديمًا وحديثًا من غير نكير دليل على طهارتها.

قلت: وهو استدلال ضعيف، لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلاً عن طهارته، وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة الذي قدمناه قريبًا، وقال ابن العربي: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل، وعورضوا بأنه أُذِنَ

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۳۲۵)، کتاب الزکاة، باب ۲۸، ح۱۵۰۱.

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٢٠٠)، كتاب فضائل المدينة، باب ١٠ ، ح ١٨٨٣ ، وما بعده .

<sup>(</sup>٣) (٧٨/١٦)، كتاب الديات، باب ٢٢، - ٩٩٨.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٣٦٥)، كتاب الزكاة، باب ٢٨، ح ١٥٠١.

لهم في شربها للتداوي، وتُعُقَّبَ بأن التداوي ليس حال ضرورة، بدليل أنه لا يجب؟! فكيف يباح الحرام لما لا يجب؟! وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة، بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره، وما أبيح للضرورة لا يسمى حرامًا وقت تناوله لقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَلَلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُورَتُمَّ إِلَيْقِ ﴾ [الأنعام: ١١٩] فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه كالميتة للمضطر. والله أعلم. وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم، فإن الفطر في رمضان حرام ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسفر مثلاً.

وأما قول غيره لو كان نجسًا ما جاز التداوي به لقوله على: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها" \_ رواه أبو داود من حديث أم سلمة، وستأتي له طريق أخرى في الأشربة (١) من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى \_ والنجس حرام فلا يتداوى به لأنه غير شفاء، فجوابه: أن الحديث محمول على حالة الاختيار، وأما في حال الضرورة فلا يكون حرامًا كالميتة للمضطر، ولا يرد قوله في في الخمر: "إنها ليست بدواء، إنها داء" في جواب من سأله عن التداوي بها فيما رواه مسلم، فإن ذلك خاص بالخمر، ويلتحق به غيرها من المسكر، والفرق بين المسكر وبين غيره من النجاسات أن الحد يثبت باستعماله في حالة الاختيار دون غيره، ولأن شربه يجر إلى مفاسد كثيرة، ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء فجاء الشرع بخلاف معتقدهم، قاله الطحاوي بمعناه. وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعًا: "إن في أبوال الإبل شفاء لذربة بطونهم" والذرب فساد المعدة، فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه. والله أعلم. وبهذه الطريق يحصل الجمع بين الأدلة (٢) والعمل بمقتضاها كلها.

قوله: (فلما صحوا) في السياق حذف تقديره «فشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا»، وقد ثبت ذلك في رواية أبي رجاء (٣)، وزاد في رواية وهيب (٤) «وسمنوا» وللإسماعيلي من

<sup>(</sup>۱) (۱۳/ ۲۹)، بل في الطب، باب ٢، ح ٢٨٦٥.

<sup>(</sup>٢) ليس بين الأدلة في هذا الباب بحمد الله اختلاف، والصواب طهارة أبوال مأكول اللحم من الإبل وغيرها كما تقدم، وتقدم الجواب عما ذكره الشارح. ولو كانت الأبوال من الإبل ونحوها نجسة لأمرهم الرسول على بغسل أفواههم عنها، وأوضح لهم حكمها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما علم في الأصول. والله أعلم. [ابن باز].

<sup>(</sup>٣) (٧٨/١٦)، كتاب الديات، باب ٢٢، ح ٢٨٩٩.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٢٧٥)، كتاب الجهاد، باب١٥٢، ح١٠٨٠.

رواية ثابت «ورجعت إليهم ألوانهم».

قوله: (واستاقوا النعم) من السوق وهو السير العنيف.

قوله: (فجاء الخبر) في رواية وهيب (١) عن أيوب (الصريخ) بالخاء المعجمة وهو فعيل بمعنى فاعل أي صرخ بالإعلام بما وقع منهم ؛ وهذا الصارخ أحد الراعيين كما ثبت في صحيح أبي عوانة من رواية معاوية بن قرة عن أنس، وقد أخرج مسلم إسناده ولفظه: «فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل» واسم راعي النبي المعاوية بن المعتول يسار: بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة، كذا ذكره ابن إسحاق في المغازي، ورواه الطبراني موصولاً من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح قال: «كان للنبي المعافي غلام يقال له يسار» زاد ابن إسحاق «أصابه في غزوة بني ثعلبة» قال سلمة: «فرآه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها» فذكر قصة العرنيين وأنهم قتلوه، ولم أقف على تسمية الراعي الآتي بالخبر، والظاهر أنه راعي إبل الصدقة.

ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي النبي وفي ذكره بالإفراد، وكذا لمسلم لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس «ثم مالواعلى الرعاة فقتلوهم» بصيغة الجمع، ونحوه لابن حبان من رواية يحيى بن سعيد عن أنس، فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة فقتل بعضهم مع راعي اللقاح، فاقتصر بعض الرواة على راعي النبي و ذكر بعضهم معه غيره، ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوز في الإتيان بصيغة الجمع، وهذا أرجح لأن أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلواغير يسار. والله أعلم.

قوله: (فبعث في آثارهم) زاد في رواية الأوزاعي (٢) «الطلب» وفي حديث سلمة بن الأكوع «خيلاً من المسلمين أميرهم كرزبن جابر الفهري» وكذا ذكره ابن إسحاق والأكثرون، وهو بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي، وللنسائي من رواية الأوزاعي «فبعث في / طلبهم قافة» أي جمع قائف، ولمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس أنهم شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلاً، وبعث معهم قائفاً يقتص آثارهم، ولم أقف على اسم هذا القائف ولا على اسم واحد من العشرين، لكن في مغازي الواقدي أن السرية كانت عشرين رجلاً، ولم يقل من الأنصار، بل سمى منهم جماعة من المهاجرين منهم بريدة بن الحصيب وسلمة بن الأكوع

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲۷۰)، کتاب الجهاد، باب ۱۵۲، ح۲۰۱۸.

<sup>(</sup>٢) (١٥/ ٥٩٢)، كتاب العدود، باب١٧، ح ٢٨٠٤، في رواية وهيب عن أيوب.

الأسلميان وجندب ورافع ابنا مكيث الجهنيان وأبو ذر وأبو رهم الغفاريان وبلال بن الحارث وعبدالله بن عمر و بن عوف المزنيان وغيرهم، والواقدي لا يحتج به إذا انفر د فكيف إذا خالف، لكن يحتمل أن يكون من لم يسمه الواقدي من الأنصار فأطلق الأنصار تغليبًا، أو قيل للجميع أنصار بالمعنى الأعم.

وفي مغازي موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد، كذا عنده بزيادة ياء، والذي ذكره غيره أنه سعد ـ بسكون العين ـ ابن زيد الأشهلي، وهذا أيضًا أنصاري فيحتمل أنه كان رأس الأنصار، وكان كرز أمير الجماعة، وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي عليه في آثارهم، لكن إسناده ضعيف، والمعروف أن جريرًا تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة. والله أعلم.

قوله: (فلما ارتفع) فيه حذف تقديره: فأدركوا في ذلك اليوم فأخذوا، فلما ارتفع النهار جيء بهم\_أي إلى النبي على أسارى.

قوله: (فأمر بقطع) كذا للأصيلي والمستملي والسرخسي، وللباقين فقطع أيديهم وأرجلهم، قال الداودي: يعني قطع يدي كل واحد ورجليه، قلت: ترده رواية الترمذي «من خلاف» وكذا ذكره الإسماعيلي عن الفريابي عن الأوزاعي بسنده، وللمصنف من رواية الأوزاعي (۱) أيضًا «ولم يحسمهم» أي لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه ينزف.

قوله: (وسمرت أعينهم) بتشديد الميم، وفي رواية أبي رجاء (٢) «وسمر» بتخفيف الميم ولم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء، ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز «وسمل» بالتخفيف واللام، قال الخطابي (٢)، السمل: فقء العين بأي شيء كان. قال أبو ذؤيب الهذلي (٤):

### والعين بعدهم كأن حداقها سُمِلت بشوك فهي عُورٌ تَدْمَعُ

قال: والسمر لغة في السمل ومخرجهما متقارب، قال: وقد يكون من المسمار يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت، قلت: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف من رواية

<sup>(</sup>١) (١٥/ ٥٩١)، كتاب الحدود، باب١٦، ح٣٠٨٠.

<sup>(</sup>۲) (۱۲/ ۷۸)، کتاب الدیات، باب ۲۲، ح ۲۸۹۹.

<sup>(</sup>٣) الأعلام (١/ ٢٨٥).

 <sup>(</sup>٤) وهو من قصيدة يرثي أبناء الخمسة الذين ماتوا بالطاعون. الشعر والشعراء: ٤٥٧.

وهيب (١) عن أيوب ومن رواية الأوزاعي (٢) عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة ولفظه: «ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها» فهذا يوضح ما تقدم، ولا يخالف ذلك رواية السمل؛ لأنه فقء العين بأي شيء كان كما مضى.

قوله: (وألقوا في الحرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة، وإنما ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا.

قوله: (يستسقون فلا يسقون) زاد وهيب والأوزاعي (٣) «حتى ماتوا» وفي رواية أبي رجاء «ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا» وفي رواية شعبة عن قتادة «يعضون الحجارة» وفي الطب (٤) من رواية ثابت قال أنس: «فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت» ولأبي عوانة من هذا الوجه «يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة». وزعم الواقدي أنهم صلبوا، والروايات الصحيحة ترده. لكن عند أبي عوانة من رواية أبي عقيل عن أنس «فصلب اثنين وسمل اثنين» كذا ذكر ستة فقط، فإن كان محفوظًا فعقوبتهم كانت موزعة، ومال جماعة ـ منهم ابن الجوزي (٥) ـ إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص، لما عند مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس «إنما سمل النبي على أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة» وقصر من اقتصر في عزوه للترمذي والنسائي، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثلة في حقهم وقعت من جهات، / وليس في الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت البقية. قلت: كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم مثلوا بالراعي.

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ، قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثلة. وتعقبه ابن الجوزي<sup>(١)</sup> بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. قلت: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد<sup>(٧)</sup> من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة، وقد حضر الإذن ثم النهي،

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲۷۰)، کتاب الجهاد، باب۱۵۲، ح۳۰۱۸.

<sup>(</sup>۲) (۹۱/۱۵)، كتاب الحدود، باب١٦، ح٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) رواية وهيب برقم ٤ ٦٨٠، ورواية الأوزاعي برقم ٣٠٨٠.

<sup>(</sup>٤) (٦٧/١٣)، كتاب الطب، بابه، ح ٥٦٨٥.

<sup>(</sup>٥) کشف المشکل (۳/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٦) مشكل الصحيحين (٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>۷) (۷/ ۲۲۹)، کتاب الجهاد، باب۱٤۹، ح۲۰۱۳.

وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود، ولموسى بن عقبة في المغازي: وذكروا أن النبي على الله نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة، وإلى هذا مال البخاري، وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي.

واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع، وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي ولا وقع منه نهي عن سقيهم. انتهى. وهو ضعيف جدًا؛ لأن النبي الطلع على ذلك وسكوته كاف في ثبوت الحكم. وأجاب النووي (۱) بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره، ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم، بل يستعمله ولو مات المرتد عطشًا، وقال الخطابي (۲): إنما فعل النبي بي بهم ذلك لأنه أراد بهم الموت بذلك، وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم، ولأن النبي يك دعا بالعطش على من عطش آل بيته في قصة رواها النسائي، فيحتمل أن يكونوا في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به إلى النبي كل من لقاحه في كل ليلة كما ذكر ذلك ابن سعد. والله أعلم.

قوله: (قال أبو قلابة:فهؤلاء سرقوا) أي لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلها، وهذا قاله أبو قلابة استنباطًا.

قوله: (وقتلوا) أي الراعي كما تقدم.

قوله: (وكفروا) هو في رواية سعيد عن قتادة عن أنس في المغازي<sup>(٣)</sup>، وكذا في رواية وهيب عن أيوب في الجهاد<sup>(٤)</sup> في أصل الحديث، وليس موقوفًا على أبي قلابة كما توهمه بعضهم، وكذا قوله: «وحاربوا» ثبت عند أحمد من رواية حميد عن أنس في أصل الحديث «وهربوا محاربين» وستأتي قصة أبي قلابة في هذا الحديث مع عمر بن عبد العزيز في مسألة القسامة من كتاب الديات<sup>(٥)</sup> إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) المنهاج (١١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) الأعلام(١/٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٢٨٥)، كتاب المغازي، باب٣٦، ح١٩٢.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٢٧٥)، كتاب الجهاد، باب١٥٢، ح٢٠١٨.

<sup>(</sup>٥) (٧٨/١٦)، كتاب الديات، باب ٢٢، - ٦٨٩٩.

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: قدوم الوفود على الإمام، ونظره في مصالحهم، وفيه مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها، وفيه: أن كل جسديطب بما اعتاده، وفيه: قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا إن قتلهم كان قصاصًا، وفيه: المماثلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنها، وثبوت حكم المحاربة في الصحراء، وأما في القرى ففيه خلاف، وفيه: جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره قياسًا عليه بإذن الإمام، وفيه: العمل بقول القائف، وللعرب في ذلك المعرفة التامة.

٢٣٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُصَلِّي - قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ - فِي مَرَابِضِ الْغَنَم.

[الحديث: ٢٣٤، أطرافه في: ٢٢٨، ٢١٠١، ٢١٠١، ٢٧٧١، ٢٧٧٤، ٢٧٧٩]

قوله: (أبو التياح) تقلم أنه بالمثناة الفوقانية ثم التحتانية المشددة وآخره مهملة، وهذا الحديث في الصلاة في مرابض الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالها وأبعارها، قالوا: لأنها لا تخلو من ذلك، فدل على أنهم كانوا/ يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة، ونوزع من استدل بذلك لاحتمال الحائل، وأجيب بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض. وفيه نظر ؛ لأنها شهادة نفي، لكن قد يقال إنها مستندة إلى أصل، والجواب أن في الصحيحين (۱۱) عن أنس أن النبي على حصير في دارهم، وصح عن عائشة أنه كان يصلي على الخمرة، وقال ابن حزم: هذا الحديث منسوخ ؛ لأن فيه أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد، فاقتضى أنه في أول الهجرة، وقد صح عن عائشة أن النبي أمرهم ببناء المساجد في الدور، وأن تطيب وتنظف، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه ابن خزيمة وغيره، ولأبي داود نحوه من حديث سمرة وزاد «وأن نطهرها» قال: وهذا بعد بناء المسجد. وما ادعاه من النسخ يقتضي الجواز ثم المنع، وفيه نظر ؛ لأن إذنه في الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند مسلم من حديث جابر بن سمرة، نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض، لكن فيه أيضًا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهي التنجيس، ولم يقل أحد بالفرق، لكن المعنى في الإذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة، وهو أن الغنم من بالفرق، لكن المعنى في الإذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة، وهو أن الغنم من بالفرق، لكن المعنى في الإذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة، وهو أن الغنم من بالفرق، لكن المعنى في الإذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة، وهو أن الغنم من

<sup>(</sup>١) البخاري (٢/ ٥٢٥)، كتاب الأذان، باب ٤١، ح ٧٠. ومسلم برقم (١٠٥٣).

دواب الجنة والإبل خلقت من الشياطين. والله أعلم.

## ٦٧ - باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْن وَالْمَاءِ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَبَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ. وَقَالَ حَمَّادٌ: لاَ بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى ـ نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ ـ: أَذْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: وَلا بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ

قوله: (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء) أي هل ينجسهما أم لا، أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره؟ وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر وحديث.

قوله: (وقال الزهري) وصله (١) ابن وهب في جامعه عن يونس عنه، وروى البيهقي معناه من طريق أبي عمر و وهو الأوزاعي عن الزهري .

قوله: (لا بأس بالماء) أي لا حرج في استعماله في كل حالة، فهو محكوم بطهارته (ما لم يغيره طعم) أي من شيء نجس (أو ريح) منه (أو لون)، ولفظ يونس عنه: كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر. ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه، فالعبرة عنده بالتغير وعدمه، ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء، وقد تعقبه أبو عبيد في كتاب الطهور بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير للماء وصفًا أنه يجوز له التطهر به، وهو مستبشع، ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده، لكن رواته ثقات، وصححه جماعة من الأئمة، إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه، واعتبره الشافعي بخمس قِرب من قِرب الحجاز احتياطًا، وخصص به حديث ابن عباس مرفوعًا: "الماء لا ينجسه شيء" وهو حديث صحيح رواه الأربعة وابن خزيمة وغيرهم، وسيأتي مزيد للقول في هذا في الباب الذي بعده، وقول الزهري هذا ورد فيه حديث مرفوع، قال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله، لكن لا أعلم في المسألة خلافًا. يعني في تنجيس الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، والحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه من

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق (١/ ١٤١، ١٤٢).

حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب أيضًا.

قوله: (وقال حماد) هو/ ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي.

737

قوله: (لا بأس بريش الميتة) أي ليس نجسًا ولا ينجس الماء بملاقاته، سواء كان ريش مأكول أو غيره، وأثره هذا وصله عبد الرزاق (١) عن معمر عنه.

قوله: (وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره) أي مما لا يؤكل (أدركت ناسًا) أي كثيرًا والتنوين للتكثير.

قوله: (ويدهنون) بتشديد الدال من باب الافتعال، ويجوز ضم أوله وإسكان الدال، وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته، وسنذكر الخلاف فيه قريبًا.

قوله: (وقال ابن سيرين وإبراهيم) لم يذكر السرخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة عن الفربري، وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق (٢٠ بلفظ: «أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسًا» وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرًا؛ لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بدليل قصته المشهورة في الزيت. والعاج هو ناب الفيل، قال ابن سيده: لا يسمى غيره عاجًا، وقال القزاز: أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجًا. وقال ابن فارس والجوهري: العاج عظم الفيل. فلم يخصصاه بالناب، وقال الخطابي تبعًا لابن قتيبة: العاج الذبل وهو ظهر السلحفاء البحرية. وفيه نظر؛ ففي الصحاح: المسك السوار من عاج أو ذبل. فغاير بينهما، لكن قال القالي: العرب تسمى كل عظم عاجًا، فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل، لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال الخليل، وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تحله الحياة أم لا، فذهب إلى الأول الشافعي، واستدل له بقوله تعالى: ﴿ قَال مَن يُحْي الْمِطَلَم مَوهي رَمِيكُ ﴿ قُل يُعْيِم النّاني أبو حنيفة أُول مَر مَر الماهارة العظام مطلقًا، وقال مالك: هو طاهر إن ذُكِّي. بناء على قوله إن غير المأكول وقال بطهارة العظام مطلقًا، وقال مالك: هو طاهر إن ذُكِّي. بناء على قوله إن غير المأكول يطهر بالتذكية. وهو قول أبي حنيفة.

٢٣٥ حَدَّثَ نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْهُ اللَّهِ بِيَ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ ،

<sup>(</sup>۱) المصنف (۱/ ۲۲)، رقم ۲۰۲.

<sup>(</sup>٢) المصنف (١/ ٦٨)، رقم ٢١١.

فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُواسَمْنَكُمْ».

[الحديث: ٢٣٥، أطرافه في: ٢٣٦، ٥٥٣٨، ٥٥٣٩، ٥٥٤٠].

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس.

قوله (عن ميمونة) هي بنت الحارث خالة ابن عباس.

قوله: (سئل عن فأرة) بهمزة ساكنة، والسائل عن ذلك هي ميمونة، ووقع في رواية يحيى القطان وجويزية عن مالك في هذا الحديث «أن ميمونة استفتت» رواه الدارقطني وغيره.

قوله: (سقطت في سمن) زاد النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك «في سمن جامد»، وزاد المصنف في الذبائح (١) من رواية ابن عيينة عن ابن شهاب «فماتت».

قوله: (وماحولها) أي من السمن.

٢٣٦ حدَّثَ نَاعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَ نَامَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتُبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَكِيْ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَّتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: «خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ».

قَالَ مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَالاً أُحْصِيهِ يَقُولُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ .

[تقدم في: ٢٣٥، الأطراف: ٢٣٥، ٥٥٣٨، ٥٥٣٩، ٥٥٤٠]

قوله: (حدثنامعن) هو ابن عيسى القزاز.

قوله: (خذوهاوماحولها فاطرحوه) أي الجميع وكلو الباقي كما/ دلت عليه الرواية الأولى. وله : (قال معن) هو قول علي بن عبد الله فهو متصل، وأبعد من قال إنه معلق، وإنما أورد البخاري كلام معن وساق حديثه بنزول بالنسبة للإسناد الذي قبله مع موافقته له في السياق للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده، فرواه أصحاب الموطأ عنه واختلفوا، فمنهم من للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده، فرواه أصحاب الموطأ عنه واختلفوا، فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحيى بن يحيى وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كالقعنبي وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة كيحيى ابن بكير وأبي مصعب، ولم يذكر أحد منهم لفظة: «جامد» إلا عبد الرحمن بن مهدي، وكذا ابن بكير وأبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب، ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها، وجودوا إسناده فذكروا فيه ابن عباس وميمونة وهو

<sup>(</sup>۱) (۱۲/ ۲۹)، كتاب الذبائح والصيد، باب ٣٤، ح٥٣٨.

الصحيح، وراوه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب مجودًا، وله فيه عن ابن شهاب إسناد آخر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه: «سئل رسول الله على عن الفأرة تقع في السمن، قال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه» وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه: هي خطأ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنها وهم. وأشار الترمذي إلى أنها شاذة، وقال الذهلي في الزهريات: الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر. والله أعلم.

وقد استشكل ابن التين إيراد البخاري كلام معن هذا مع كونه غير مخالف لرواية إسماعيل، وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفر دبتجويد إسناده، وظهر لي وجه آخر وهو أن رواية معن المذكورة وقعت خارج الموطأ هكذا، وقد رواها في الموطأ فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة، كذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طريقه، فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضر؛ لأن مالكًا كان يصله تارة ويرسله تارة، ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن عيسى مرارًا وتابعه غيره من الحفاظ. والله أعلم.

(فائدة): أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئًا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه، وأما المائع فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة، وخالف فريق: منهم الزهري والأوزاعي، وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب الذبائح (۱)، وكذلك مسألة الانتفاع بالدهن النجس أو المنتجس إن شاء الله تعالى، قال ابن المنير (۲): مناسبة حديث السمن للآثار التي قبله اختيار المصنف أن المعتبر في التنجيس تغير الصفات، فلماكان ريش الميتة لا يتغير بتغير ها بالموت وكذا عظمها فكذلك السمن البعيد عن موقع الميتة إذا لم يتغير، واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس.

٢٣٧ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «كُلُّ كُلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ؛ تَفَجَّرُ دَمًا ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ » .

[الحديث: ٢٣٧، طرفاه في: ٢٨٠٣، ٥٥٣٣٥]

<sup>(</sup>١) (١٢/ ٥٢٩)، كتاب الذبائح والصيد، باب٣٤، ح٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) المتواري (ص: ٧٤).

قوله: (حدثنا أحمد بن محمد) أي ابن أبي موسى المروزي المعروف بمردويه، و(عبدالله) هو ابن المبارك.

قوله: (كل كلم) بفتح الكاف وإسكان اللام (يكلمه) بضم أوله وإسكان الكاف وفتح اللام، أي كل جرح يجرحه.

/ قوله: (في سبيل الله) قيد يخرج ما يصيب المسلم من الجراحات في غير سبيل الله، وزاد \_\_\_\_ في الجهاد (١) من طريق الأعرج عن أبي هريرة «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» وفيه إشارة إلى أن ذلك إنما يحصل لمن خلصت نيته .

قوله: (تكون كهيئتها) أعاد الضمير مؤنثاً لإرادة الجراحة، ويوضحه رواية القابسي عن أبى زيد المروزي عن الفربري «كل كلمة يكلمها» وكذا هو في رواية ابن عساكر.

قوله: (تفجر) بفتح الجيم المشددة، وحذف التاء الأولى إذ أصله تتفجر.

قوله: (والعرف) بفتح المهملة وسكون الراء: الريح، والحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله، وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف إظهارًا لفضيلته أيضًا، ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة. وقد استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، فقال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يدخل في طهارة الدم ولا نجاسته، وإنما ورد في فضل المطعون في سبيل الله. وأجيب بأن مقصود المصنف بإيراده تأكيد مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير، فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف، فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة.

وتُعُقِّب بأن الغرض إثبات انحصار التنجيس بالتغير، وما ذكر يدل على أن التنجيس يحصل بالتغير وهو وفاق، لا أنه لا يحصل إلا به وهو موضع النزاع. وقال بعضهم: مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردًا على من يقول بنجاسته لكونه دمًا انعقد، فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة المسك دخل عليه الحل وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة، كالخمرة إذا تخللت. وقال ابن رشيد: مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الذم إلى حالة

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲۶)، كتاب الجهاد، باب۱۰، ح۲۸۰۳.

المدح، فحصل من هذا تغليب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون، فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان. وكأنه أشار بذلك إلى رد ما نقل عن ربيعة وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان، قال: ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلبه اسم الماء، كما أن الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغير رائحته إلى رائحة المسك لأنه قد سماه دما مع تغير الريح، فمادام الاسم واقعًا على المسمى فالحكم تابع له. انتهى كلامه.

ويُرَدُّ على الأول أنه يلزم منه أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاثة فاسدة ثم تغيرت صفة واحدة منها إلى صلاح أنه يحكم بصلاحه كله، وهو ظاهر الفساد. وعلى الثاني أنه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء أن لا يكون موصوفًا بصفة تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء عليه. والله أعلم. وقال ابن دقيق العيد لما نقل قول من قال: إن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن حكم القذارة إلى الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم المسك وبالطيب للشهيد، فكذلك الماء ينتقل بتغير رائحته من الطهارة إلى النجاسة، قال: هذا ضعيف مع تكلفه.

## 7٨ - باب الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

قوله: (باب البول في الماء الدائم) أي الساكن، يقال دوم الطائر تدويما إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما، وفي رواية الأصيلي «باب لا تبولوا في الماء الدائم» وهي بالمعنى.

٢٣٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرُمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ».

[الحديث: ٢٣٨، أطرافه في: ٧٩٦، ٨٩٦، ٢٩٥١، ٣٤٨٦، ٢٦٢٤، ٢٨٨٧، ٢٦٢٥) و ٧٤٩٥] \ ٢٣٨١، ٢٣٨٥) و ٧٤٩٥] \ ٢٣٩ \_ وَبِإِ سُنَادِهِ قَالَ: « لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّاثِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ ».

قوله: (باب البول في الماء الدائم) أي الساكن، يقال: دوم الطائر تدويمًا إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما، وفي رواية الأصيلي: «باب لا تبولوا في الماء الدائم» وهي بالمعنى. قوله: (الأعرج) كذا رواه شعيب ووافقه ابن عيينة فيما رواه الشافعي عنه عن أبي الزناد، وكذا أخرجه الإسماعيلي، ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن أبي الزناد عن موسى بن

أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة، ومن هذا الوجه أخرجه النسائي، وكذا أخرجه أحمد من طريق الثوري عن أبي الزناد، والطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، والطريقان معًا صحيحان، ولأبي الزناد فيه شيخان، ولفظهما في سياق المتن مختلف كما سنشير إليه.

قوله: (نحن الآخرون السابقون) اختلف في الحكمة في تقديم هذه الجملة على الحديث المقصود، فقال ابن بطال (۱): يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبي على مع ما بعده في نسق واحد فحدث بهما جميعًا، ويحتمل أن يكون همام فعل ذلك لأنه سمعهما من أبي هريرة وإلا فليس في الحديث مناسبة للترجمة. قلت: جزم ابن التين بالأول، وهو متعقب، فإنه لو كان حديثًا واحدا ما فصله المصنف بقوله وبإسناده، وأيضًا فقوله: «نحن الآخرون السابقون» طرف من حديث مشهور في ذكر يوم الجمعة سيأتي الكلام عليه هناك (٢) إن شاء الله تعالى، فلو راعى البخاري ما ادعاه لساق المتن بتمامه. وأيضًا فحديث الباب مروي بطرق متعددة عن أبي هريرة في دواوين الأئمة، وليس في طريق منها في أوله: «نحن الآخرون السابقون»، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي اليمان شيخ البخاري بدون هذه الجملة.

وقول ابن بطال: ويحتمل أن يكون همام وهم، تبعه عليه جماعة. وليس لهمام ذكر في هذا الإسناد. وقوله: إنه ليس في الحديث مناسبة للترجمة صحيح، وإن كان غيره تكلف فأبدى بينهما مناسبة كما سنذكره، والصواب أن البخاري في الغالب يذكر الشيء كما سمعه جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه وإن لم يكن باقيه مقصودًا، كما صنع في حديث عروة البارقي في شراء الشاة كما سيأتي بيانه في الجهاد (٣)، وأمثلة ذلك في كتابه كثيرة. وقد وقع لمالك نحو هذا في الموطأ إذ أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة متونًا بسند واحد أولها: «مر رجل بغصن شوك » وآخرها: «لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوًا» وليس غرضه منها إلا الحديث الأخير لكنه أداها على الوجه الذي سمعه، قال ابن العربي في القبس: نرى الجهال يتعبون في تأويلها، ولا تعلق للأول منها بالباب أصلاً، وقال غيره (٤): وجه

<sup>(1) (1/407).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٣/ ١٢٠)، كتاب الجمعة، باب١، ح٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٣٠٥)، بل في كتاب المناقب، باب٢٨، ح٢٦٤٢.

<sup>(</sup>٤) قائله ابن المنير كما في المتواري (ص: ٧٥).

المناسبة بينهما أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم في الأرض وأول من يخرج منها، لأن الوعاء آخر ما يوضع فيه أول ما يخرج منه، فكذلك الماء الراكد آخر ما يقع فيه من البول أول ما يصادف أعضاء المتطهر، فينبغي أن يجتنب ذلك. ولا يخفى ما فيه. وقيل: وجه المناسبة أن بني إسرائيل وإن سبقوا في الزمان، لكن هذه الأمة سبقتهم باجتناب الماء الراكد إذا وقع البول فيه، فلعلهم كانوا لا يجتنبونه.

وتُعُقِّبَ بأن بني إسرائيل كانوا أشد مبالغة في اجتناب النجاسة بحيث كانت النجاسة إذا أصابت جلد أحدهم قرضه، فكيف يظن بهم التساهل في هذا؟ وهو استبعاد لا يستلزم رفع الاحتمال المذكور. وما قررناه أولى. وقد وقع للبخاري في كتاب التعبير ـ في حديث أورده من طريق همام عن أبي هريرة مثل هذا ـ صدره أيضًا بقوله: "نحن الآخرون السابقون» قال: وبإسناده. ولا يتأتى فيه المناسبة المذكورة مع ما فيها من التكلف. والظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عنه، ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو عن الأخرى، وقد اشتملتا على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها وابتداء كل نسخة منهما حديث: "نحن الآخرون السابقون»، فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منهما، وسلك مسلم في نسخة همام طريقًا أخرى فيقول في كل حديث أخرجه منها: قال رسول الله على أحاديث منها: وقال رسول الله على أخرجه منها: وقال رسول الله على أفدكر الحديث الذي يريده يشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا أولها. والله أعلم.

قوله: (الذي لا يجري) قيل: هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وقيل: احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك، وقيل: احترز به عن الماء الدائم لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى، ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة التي تقدمت الإشارة إليها حيث جاء فيها بلفظ: «الراكد» بدل الدائم، وكذا أخرجه مسلم من حديث جابر، وقال ابن الأنباري: الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن والدائر، ومنه أصاب الرأس دوام أي دوار، وعلى هذا فقوله: «الذي لا يجري» صفة مخصصة لأحد معنى المشترك، وقيل: الدائم والراكد مقابلان للجاري، لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له.

قوله: (ثم يغتسل) بضم اللام على المشهور، وقال ابن مالك (١٠): يجوز الجزم عطفًا على «يبولن» لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية، ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون. ومنع ذلك

<sup>(</sup>١) شواهدالتوضيح (ص: ٢٢٠).

القرطبي فقال: لو أراد النهي لقال: ثم لا يغتسلن، فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما لأن المحل الذي تواردا عليه شيء واحد وهو الماء. قال: فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد العطف، بل نبه على مآل الحال، والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله. ومثله بقوله على العضر بن أحدكم امر أته ضرب الأمة ثم يضاجعها الإنه لم يروه أحد بالجزم الأن المراد النهي عن الضرب لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها فلا يحصل له مقصوده. وتقدير اللفظ: «ثم هو يضاجعها».

وفي حديث الباب: «ثم هو يغتسل منه» وتُعُقِّب بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن لا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد، لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للآخر. قال القرطبي (۱): ولا يجوز النصب، إذ لا تضمر «أن» بعد «ثم»، وأجازه ابن مالك (۲) بإعطاء «ثم» حكم الواو، وتعقبه النووي (۳) بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين دون إفراد أحدهما، وضعفه ابن دقيق العيد (٤) بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر.

قلت: وهو ما رواه مسلم من حديث جابر عن النبي على أنه "نهى عن البول في الماء الراكد"، وعنده من طريق أبي السائب عن أبي هريرة بلفظ "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" وروى أبو داود النهي عنهما في حديث واحد ولفظه: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة" واستدل به بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمل، لأن البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال، وقد نهى عنهما معًا وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيهما. وردّ بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النهي عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية، ويزيد ذلك وضوحًا قوله في رواية مسلم: "كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً" فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملاً فيمتنع على الغير الانتفاع به، والصحابي أعلم بموار دالخطاب من غيره.

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٢) شواهدالتوضيح(٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) إحكام الأحكام (١/ ٧١).

وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور، وقد تقدمت الأدلة/ على طهارته، ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافًا لبعض الحنابلة، ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافًا للظاهرية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل، وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه، وهو قوي، لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه، وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة، ولم يثبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملًا فلا يعمل به، وقواه ابن دقيق العيد، لكن استدل له غيرهما فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: المراد القلة الكبيرة، إذ لو أراد الصغيرة لم يحتج لذكر العدد، فإن الصغير تين قدر واحدة كبيرة، ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز.

والظاهر أن الشارع عليه السلام ترك تحديدهما على سبيل التوسعة، والعلم محيط بأنه ما خاطب الصحابة إلا بما يفهمون، فانتفى الإجمال، لكن لعدم التحديد وقع الخلاف بين السلف في مقدارهما على تسعة أقوال حكاها ابن المنذر، ثم حدث بعد ذلك تحديدهما بالأرطال، واختلف فيه أيضًا. ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير وهو قول الباقين في الكثير، وقال القرطبي<sup>(۱)</sup>: يمكن حمله على التحريم مطلقًا على قاعدة سد الذريعة لأنه يفضي إلى تنجيس الماء.

قوله: (ثم يغتسل فيه) كذا هنا، وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد: «ثم يغتسل منه»، وكذا لمسلم من طريق ابن سيرين، وكل من اللفظين يفيد حكمًا بالنص وحكمًا بالاستنباط قاله ابن دقيق العيد، ووجهه أن الرواية بلفظ: «فيه» تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ: «منه» بعكس ذلك، وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة. والله أعلم.

## ٦٩ - باب إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلاتُهُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمَّا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ فَ صَلَّى، ثُمَّ أَذْرِكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ لا يُعِيدُ. لا يُعِيدُ.

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ٥٤٢).

قوله: (باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر) بفتح الذال المعجمة، أي شيء نجس (أو جيفة) أي ميتة لها رائحة.

قوله: (لم تفسد) محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى، ويحتمل الصحة مطلقًا على قول من ذهب إلى منع ذلك في ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض، وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ، وإليه ميل المصنف، وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من رماه، وقد تقدم الحديث عن جابر بذلك في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (١).

قوله: (وكان ابن عمر) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة (٢) من طريق بردبن سنان عن نافع عنه أنه «كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دمًا فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء، فيبني على ما كان صلى». وإسناده صحيح، وهو يقتضي أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور، وقال الشافعي وأحمد: يعيد الصلاة، وقيدها مالك بالوقت فإن خرج فلا قضاء، وفيه بحث يطول، واستدل للأولين بحديث أبي سعيد أنه على خلع نعليه في الصلاة ثم قال: «إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة. وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الحاكم ولم يذكر في الحديث إعادة. وهو اختيار جماعة من الشافعية ./ وأما ويها البناء على ما مضى فتأتى في كتاب الصلاة (٣) إن شاء الله تعالى .

قوله: (وقال ابن المسيب والشعبي) كذا للأكثر وهو الصواب، وللمستملي والسرخسي: «وكان» فإن كانت محفوظة فإفراد قوله: «إذا صلى» على إرادة كل منهما، والمراد بمسألة الدم ما إذا كان بغير علم المصلي، وكذا الجنابة عند من يقول بنجاسة المني، وبمسألة القبلة ما إذا كان عن اجتهاد ثم تبين الخطأ، وبمسألة التيمم ما إذا كان غير واجد للماء، وكل ذلك ظاهر من سياق الآثار الأربعة المذكورة عن التابعين المذكورين، وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة مفرقة أوضحتها في تغليق التعليق(٤)، وقد تقدمت

<sup>(</sup>١) (١/ ٤٨٠)، كتاب الوضوء، باب٣٤.

<sup>(7) (7\337).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٤٥٩)، كتاب الأذان، باب ٢١، ح ٢٣٦.

<sup>(1) (1/ 31</sup>\_031).

الإشارة إلى مسألة الدم، وأما مسألة التيمم فعدم وجوب الإعادة قول الأئمة الأربعة وأكثر السلف، وذهب جمع من التابعين ـ منهم عطاء وابن سيرين ومكحول ـ إلى وجوب الإعادة مطلقًا، وأما مسألة بيان الخطأ في القبلة فقال الثلاثة والشافعي في القديم: لا يعيد، وهو قول الأكثر أيضًا، وقال في الجديد: تجب الإعادة، واستدل للأولين بحديث أخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، وقال حسن: لكن ضعفه غيره، وقال العقيلي: لا يروى من وجه يثبت، وقال أبن العربي: مستند الجديد أن خطأ المجتهد يبطل إذا وجد النص بخلافه. قال: وهذا لا يتم في هذه المسألة إلا بمكة، وأما في غيرها فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وأجيب بأن هذه المسألة مصورة فيما إذا تيقن الخطأ فهو انتقال من يقين الخطأ إلى الظن القوي، فليس فيه نقض اجتهاد باجتهاد . والله أعلم .

عَبْدِ اللّهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَن أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عِنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ أَنَّ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودِ حَدَّثَهُ أَنَّ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودِ حَدَّثَهُ أَنَّ اللّهِ عَنْ يَعِيءُ بِسَلّى جَزُورِ بَنِي فُلانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لا أُغْنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لا أُغْنِي أَشْقَى الْقُومُ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى إِذ سَجَدَ النّبِي عَلَى وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لا أُغْنِي أَسْفَى الْقُومُ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى إِذ سَجَدَ النّبِي عَلَى عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لا أُغْنِي الْقُومُ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى إِذ سَجَدَ النّبِي عَلَى فَلْهُ مِهُ عَلَى بَعْضٍ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ لا أُغْنِي سَاجِدٌ لا يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، حَتَّى جَاءَتُهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ : «اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِعُنْهُ مِنْ وَيُعِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَاسَهُ وَمَا اللّهُمْ عَلَيْكَ بِعُولُ اللّهُ عَلَى الْمَالِي وَعَلَيْكَ بِعُنْهُ بَنْ وَبِيعَةً ، وَشَيْبَة بْنِ رَبِيعَة ، والْمَلِيكِ بَعْرَاسُهُ مَا أَنْ الدَّعُولِ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[الحديث: ٢٤٠، أطرافه في: ٥٢٠، ٢٩٣٤، ٣١٨٥، ٣٨٥٤، ٣٩٦٠]

قوله: (حدثنا عبدان) أعاده المصنف في أواخر الجزية عنه فقال: حدثنا عبدان هو عبدالله ابن عثمان، وعرفنا من سياقه هناك أن اللفظ هنا لرواية أحمد بن عثمان، وإنما قرنها برواية عبدان تقوية لها لأن في إبراهيم/ بن يوسف مقالاً، وأحمد المذكور هو ابن عثمان بن حكيم الأودي الكوفي، وهو من صغار شيوخ البخاري، وله في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه

النسائي عنه عن خالد بن مخلد عن علي بن صالح عن أبي إسحاق، ورجال إسناده جميعًا كوفيون، وأبو إسحاق هو السبيعي، ويوسف الراوي عنه هو ابن ابنه إسحاق، وأفادت روايته التصريح بالتحديث لأبي إسحاق عن عمرو بن ميمون، ولعمرو عن عبدالله، وعينت أيضًا عبدالله بأنه ابن مسعود، وعمرو بن ميمون هو الأودي تابعي كبير مخضرم، أسلم في عهد النبي ولله يره، ثم نزل الكوفة، وهو غير عمرو بن ميمون الجزري الذي تقدم قريبًا، وهذا الحديث لا يروى عن النبي على إلا بإسناد أبي إسحاق هذا، وقد رواه الشيخان من طريق الثوري، والبخاري أيضًا من طريق إسرائيل (۱) وزهير (۲)، ومسلم من رواية زكريا بن أبي زائدة، وكلهم عن أبي إسحاق، وسنذكر ما في اختلاف رواياتهم من الفوائد مبينًا إن شاء الله تعالى.

قوله: (بينا رسول الله ﷺ ساجد) بقيته من رواية عبدان المذكور «وحوله ناس من قريش من المشركين» ثم ساق الحديث مختصرًا.

قوله: (أن عبدالله) في رواية الكشميهني عن عبدالله.

قوله: (وأبو جهل وأصحاب له) هم السبعة المدعو عليهم بعد، بينه البزار من طريق الأجلح عن أبي إسحاق.

قوله: (إذ قال بعضهم) هو أبو جهل، سماه مسلم من رواية زكريا المذكورة وزاد فيه: «وقد نحرت جزور بالأمس»، والجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع، وهو بفتح الجيم، والسلى مقصور بفتح المهملة هي الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم، وأما من الآدميات فالمشيمة، وحكى صاحب المحكم أنه يقال فيهن أيضًا: سلى.

قوله: (فيضعه) زاد في رواية إسرائيل (٣): «فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها ثم يمهله حتى يسجد».

قوله: (فانبعث أشقى القوم) للكشميهني والسرخسي: «أشقى قوم» بالتنكير ففيه مبالغة، لكن المقام يقتضي الأول؛ لأن الشقاء هنا بالنسبة إلى أولئك الأقوام فقط كما سنقرره بعد، وهو عقبة بن أبي معيط بمهملتين مصغرًا سماه شعبة، وفي سياقه عند المصنف اختصار يوهم أنه فعل ذلك ابتداء، وقد ساقه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة نحو رواية يوسف هذه

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۷۱)، كتاب الصلاة، باب۱۰۹، ح۲۰۰.

<sup>(</sup>۲) (۹٦/۹)، كتاب المغازي، باب٧، ح٣٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٧١)، كتاب الصلاة، باب١٠٩، ح٢٠٥.

وقال فيه: فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهره.

قوله: (لا أغني) كذا للأكثر، وللكشميهني والمستملي: «لا أغير»، ومعناهما صحيح، أي لا أغني في كف شرهم، أو لا أغير شيئًا من فعلهم.

قوله: (لو كانت لي منعة) قال النووي (۱): المنعة بفتح النون القوة، قال: وحكي الإسكان وهو ضعيف. وجزم القرطبي (۲) بسكون النون قال: ويجوز الفتح على أنه جمع مانع ككاتب وكتبة، وقد رجح القزاز والهروي الإسكان في المفرد، وعَكَسَ ذلك صاحب إصلاح المنطق وهو معتمد النووي قال: وإنما قال ذلك لأنه لم يكن له بمكة عشيرة، لكونه هذليًا حليفًا وكان حلفاؤه إذ ذاك كفارًا. وفي الكلام حذف تقديره: لطرحته عن رسول الله عليه، وصرح به مسلم في رواية زكريا، وللبزار: «فأنا أرهب أي أخاف منهم».

قوله: (ويحيل بعضهم) كذا هنا بالمهملة من الإحالة، والمراد أن بعضهم ينسب فعل ذلك إلى بعض بالإشارة تهكمًا، ويحتمل أن يكون من حال يحيل بالفتح إذا وثب على ظهر دابته، أي يثب بعضهم على بعض من المرح والبطر، ولمسلم من رواية زكريا: "ويميل" بالميم، أي من كثرة الضحك، وكذا للمصنف من رواية إسرائيل.

قوله: (فاطمة) هي بنت رسول الله ﷺ، زاد إسرائيل: «وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النبي ﷺ ساجدًا».

قوله: (فطرحته) كذا للأكثر، وللكشميهني بحذف المفعول، زاد إسرائيل: «وأقبلت عليهم تشتمهم» زادالبزار: «فلم يردوا عليها شيئًا».

قوله: (فرفع رأسه) زاد البزار من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق: «فحمد الله — وأثنى عليه ثم قال:/ أما بعد اللهم» قال البزار: تفرد بقوله: «أما بعد» زيدٌ.

قوله: (ثم قال) يشعر بمهلة بين الرفع والدعاء، وهو كذلك، ففي رواية الأجلح عند البزار: «فرفع رأسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده، فلما قضى صلاته قال: اللهم» ولمسلم والنسائي نحوه، والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة، لكن وقع وهو مستقبل الكعبة كما ثبت من رواية زهير عن أبي إسحاق عندالشيخين (٣).

<sup>(</sup>١) المنهاج (١٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) المفهم (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٢٦)، كتاب المغازي، باب٧، ح٣٩٦٠.

قوله: (عليك بقريش) أي بإهلاك قريش، والمراد الكفار منهم أو من سمى منهم، فهو عام أريد به الخصوص.

قوله: (ثلاث مرات) كرره إسرائيل في روايته لفظًا لا عددًا، وزاد مسلم في رواية زكريا: «وكان إذا دعا دعا ثلاثًا، وإذا سأل سأل ثلاثًا».

قوله: (فشق عليهم) ولمسلم من رواية زكريا: «فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته».

قوله: (وكانوا يرون) بفتح أوله في روايتنا من الرأي أي يعتقدون، وفي غيرها بالضم أي يظنون، والمراد بالبلد مكة. ووقع في مستخرج أبي نعيم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري: «في الثالثة» بدل قوله في ذلك البلد، ويناسبه قوله: «ثلاث مرات» ويمكن أن يكون ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه السلام.

قوله: (ثم سمى) أي فصل من أجمل.

قوله: (بأبي جهل) في رواية إسرائيل (١) بعمرو بن هشام وهو اسم أبي جهل، فلعله سماه وكناه معًا.

قوله: (والوليدبن عتبة) هو ولد المذكور بعد أبي جهل، ولم تختلف الروايات في أنه بعين مهملة بعدها مثناة ساكنة ثم موحدة، لكن عند مسلم من رواية زكريا بالقاف بدل المثناة. وهو وهم قديم نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم على الصواب.

قوله: (وأمية بن خلف) في رواية شعبة «أو أبي بن خلف» شك شعبة ، وقد ذكر المصنف الاختلاف فيه عقيب رواية الثوري في الجهاد (٢) وقال: الصحيح أمية ، لكن وقع عنده هناك: «أبي بن خلف» وهو وهم منه أو من شيخه أبي بكر عبدالله بن أبي شيبة إذ حدثه ، فقد رواه شيخه أبو بكر في مسنده فقال: «أمية» وكذا رواه مسلم عن أبي بكر والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق أبي بكر كذلك وهو الصواب، وأطبق أصحاب المغازي على أن المقتول ببدر أمية ، وعلى أن أخاه أبيًا قتل بأحد ، وسيأتي في المغازي أمية ببدر إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۷۱)، كتاب الصلاة، باب ۱۰۹، ح ٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٢٠١)، كتاب الجهاد، باب ٩٨، عقيب حديث ٢٩٣٤.

<sup>(</sup>٣) (٩/٩)، كتاب المغازي، باب٢، ح١٩٥٠.

قوله: (وحد السابع فلم نحفظه) وقع في روايتنا بالنون وهي للجمع، وفي غيرها بالياء التحتانية، قال الكرماني (١) فاعل «عد» رسول الله ﷺ أو ابن مسعود وفاعل (فلم نحفظه» ابن مسعود أو عمرو بن ميمون. قلت: ولا أدري من أين تهيأ له الجزم بذلك مع أن في رواية الثوري عند مسلم ما يدل على أن فاعل (فلم نحفظه) أبو إسحاق ولفظه (قال أبو إسحاق: ونسيت السابع»، وعلى هذا ففاعل «عد» عمرو بن ميمون، على أن أبا إسحاق قد تذكره مرة أخرى فسماه عمارة بن الوليد، كذا أخرجه المصنف في الصلاة (٢) من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، وسماع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه لأنه جده، وكان خصيصًا به، قال عبد الرحمن بن مهدي: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا اتكالاً على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتم. وعن إسرائيل قال: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ سورة الحمد، واستشكل بعضهم (٣) عد عمارة بن الوليد في المذكورين لأنه لم يقتل ببدر، بل ذكر أصحاب المغازي أنه مات بأرض الحبشة، وله قصة مع النجاشي إذ تعرض لامرأته فأمر النجاشي ساحرًا فنفخ في إحليل عمارة من سحره عقوبة له، فتوحش وصار مع البهائم إلى أن مات في خلافة عمر وقصته مشهورة. والجواب أن كلام ابن مسعود في أنه رآهم صرعى في القليب محمول على الأكثر، ويدل عليه أن عقبة بن أبي معيط لم يطرح في القليب وإنما قتل صبرًا بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة ، وأمية بن خلف لم يطرح في القليب كما هو ، بل · / مقطعًا كما سيأتي (٤)، وسيأتي في المغازي (٥) كيفية مقتل المذكورين ببدر وزيادة بيان في أحوالهم إن شاء الله تعالى.

قوله: (قال) أي ابن مسعود، والمرادباليدهنا القدرة (٢٦)، وفي رواية مسلم: «والذي بعث

<sup>.(47/4) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٧١)، كتاب الصلاة، باب١٠٩، ح٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف المشكل (١/ ٢٨١).

 <sup>(</sup>٤) (٦/ ٨٧)، كتاب الوكالة، باب٢، ح ٢٣٠١، وانظر: كتاب المغازي، باب٨، ح ٣٩٧٦، وفي شرحه ما يفيد خلاف ما ذكره الحافظ هنا من أن أمية قطع قبل إلقائه في القليب.

<sup>(</sup>٥) (٩/ ٢٧)، كتاب المغازي، باب٨.

<sup>(</sup>٦) قوله: «والمرادباليد القدرة»: يريد في قول ابن مسعود: «والذي نفسي بيده»، وهذا القسم كثيرًا ما يقسم به النبي على ومعناه: والذي نفسي في ملكه يتصرف فيها بقدرته ومشيئته. هذا هو معنى الكلام مركبًا، فإذا أراد الحافظ أو غيره بقولهم: «المرادباليد هنا القدرة» المعنى المراد من جملة القسم كان صحيحًا، =

محمدًا بالحق» وللنسائي: «والذي أنزل عليه الكتاب»، وكأن عبد الله قال كل ذلك تأكيدًا.

قوله: (صرعى في القليب) في رواية إسرائيل (١): «لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر» ثم قال رسول الله على: «وأتبع أصحاب القليب لعنة»، وهذا يحتمل أن يكون من تمام الدعاء الماضي، فيكون فيه علم عظيم من أعلام النبوة، ويحتمل أن يكون قاله النبي على بعد أن ألقوا في القليب، وزاد شعبة (٢) في روايته: «إلا أمية فإنه تقطعت أوصاله» زاد: «لأنه كان بادنًا»، قال العلماء: وإنما أمر بإلقائهم فيه لئلا يتأذى الناس بريحهم، وإلا فالحربي لا يجب دفنه، والظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء معين.

قوله: (قليب بدر) بالجر على البدلية ، والقليب بفتح القاف وآخره موحدة هو البئر التي لم تطور وقيل: العادية القديمة التي لا يعرف صاحبها .

(فائدة): روى هذا الحديث ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني الأجلح عن أبي إسحاق فذكر هذا الحديث، وزاد في آخره قصة أبي البختري مع النبي على في سؤاله إياه عن القصة، وضرب أبي البختري أبا جهل وشجه إياه، والقصة مشهورة في السيرة، وأخرجها البزار من طريق أبي إسحاق وأشار إلى تفرد الأجلح بها عن أبي إسحاق.

وفي الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار، وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيمًا، وفيه معرفة الكفار بصدقه ولله للخوفهم من دعائه، ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له، وفيه حلمه ولله عمن آذاه، ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود قال: لم أره دعا عليهم إلا يومئذ. وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به ولله عالى عبادة ربه، وفيه استحباب الدعاء ثلاثًا، وقد تقدم في العلم (٣) استحباب السلام ثلاثًا وغير

وإن أراد أن يدالله المرادبها قدرته؛ فهذا جار على مذهب أهل التأويل من نفاة الصفات الذين ينفون عن الله عز وجل حقيقة اليدين، ويؤولون ما ورد في النصوص بالقدرة أو النعمة. وهو تأويل باطل مبني على باطل، وهو: اعتقاد نفي حقيقة اليدين عن الله عز وجل. وهذا التأويل صرف للنصوص عن ظاهرها، كقوله تعالى: ﴿ مَا مَنْهَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ فلو كان المراد باليدين القدرة لما كان بين آدم وإبليس فرق؛ إذ الكل مخلوق بالقدرة. والحافظ رحمه الله جار في صفة اليد لله تعالى على طريق النفاة.

وانظر: التعليق على كلام الحافظ في الهدي (م/ ٥٠٣) هامش رقم (١). [البراك]

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۷۱)، كتاب الصلاة، باب۱۰۹، ح۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٤٧٨)، كتاب الجزية والموادعة، باب٢١، ح٣١٨٥. وانظر أيضًا حديث: ٣٨٥٤.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٣١)، كتاب العلم، باب٣٠، ح٩٤.

ذلك، وفيه جواز الدعاء على الظالم، لكن قال بعضهم: محله ما إذا كان كافرًا، فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة، ولو قيل: لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيدًا لاحتمال أن يكون اطلع على على أن المذكورين لا يؤمنون، والأولى أن يدعى لكل حي بالهداية، وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها، لشرفها في قومها ونفسها، لكونها صرخت بشتمهم وهم رءوس قريش، قلم يردوا عليها، وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة لقوله في عقبة: «أشقى القوم» مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرًا وأذى للنبي على الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم، ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبرًا.

واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى، وعلى هذا ينزل كلام المصنف، فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها صحت اتفاقًا، واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه، وعلى أن إزالة النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف، وحمله على ما سبق أولى.

وتُحُقِّب الأول بأن الفرث لم يفرد بل كان مع الدم كما في رواية إسرائيل، والدم نجس اتفاقاً. وأجيب بأن الفرث والدم كانا داخل السلى وجلدة السلى الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة المرصصة. وتُحُقِّب بأنها ذبيحة وثنيّ، فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة، وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم، وتُحُقِّب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال. وقال النووي (١١): الجواب المرضي أنه على له علم ما وضع على ظهره، فاستمر في سجوده استصحابًا لأصل الطهارة، وتُحُقِّب بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة في مثل هذه الصورة. وأجاب بأن الإعادة إنما تجب في الفريضة، فإن ثبت أنها فريضة فالوقت موسع فلعله أعاد. وتُحُقِّب بأنه لو أعاد لنقل ولم/ ينقل، وبأن الله تعالى لا يقره على التمادي في صلاة فاسدة. وقد تقدم أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيهما قذرًا، ويدل على أنه علم بما القي على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه، وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم. والله أعلم.

404

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) المنهاج (۱۲/۱۵۰).

## ٠٧-باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ

قَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ حُدَيْبِيَةً. . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ: وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ يَكِيُّ لُخَامَةً إِلا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ

٢٤١ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُّفْيَانُ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فِي ثَوْبِهِ طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثِنِي حُمَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَاعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ .

[الحديث: ۲٤١، أطرافه في: ٢٠٥، ٢١٢، ١٣، ١٧، ٥٣١، ٥٣١، ٥٣١، ١٢١٤، ١٢١٤

قوله: (باب البصاق)كذا في روايتنا، وللأكثر بالزاي وهي لغة فيه، وكذا السين وضعفت.

قوله: (في الثوب) أي والبدن ونحوه، ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء لو خالطه.

قوله: (وقال عروة) هو ابن الزبير، و(مروان) هو ابن الحكم، وأشار بهذا التعليق إلى الحديث الطويل في قصة الحديبية، وسيأتي بتمامه في الشروط (١١) من طريق الزهري عن عروة، وقد علق منه موضعًا آخر كما مضى في باب استعمال فضل وضوء الناس (٢٠).

قوله: (فذكر الحديث) يعني وفيه: «وما تنخم»، وغفل الكرماني (٣) فظن أن قوله: «وما تنخم. . . » إلخ . حديث آخر فجوز أن يكون الراوي ساق الحديثين سوقًا واحدًا، أو يكون أمر التنخم وقع بالحديبية . انتهى . ولو راجع الموضع الذي ساق المصنف فيه الحديث تامًا لظهر له الصواب . والنخامة بالضم هي النخاعة كذا في المجمل والصحاح ، وقيل : بالميم ما يخرج من الفم ، وبالعين ما يخرج من الحلق . والغرض من هذا الاستدلال على طهارة الريق ونحوه . وقد نقل بعضهم فيه الإجماع ، لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس بطاهر ، وقال ابن حزم : صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم .

قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي، وسفيان هو الثوري. وقد روى أبو نعيم في

<sup>(</sup>۱) (٦/ ٦٢١)، كتاب الشروط، باب١٥ ، ح ٢٧٣٢ ، ٢٧٣١ .

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥٠٤)، كتاب الوضوء، باب ٤٠.

<sup>.(99/</sup>٣) (٣)

مستخرجه هذا الحديث من طريق الفريابي وزاد في آخره: «وهو في الصلاة».

قوله: (طوله ابن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري، نسب إلى جده. وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس، خلافًا لما روى يحيى القطان عن حماد بن سلمة أنه قال: حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه من ثابت عن أبي نضرة، فظهر أن حميدًا لم يدلس فيه. ومفعول «سمعت» الثاني محذوف للعلم به، والمراد أنه كالمتن الذي قبله مع زيادات فيه. وقد وقع مطولاً أيضًا عند المصنف في الصلاة كما سيأتي في باب حك البزاق باليد في المسجد (۱).

## ٧١ ـ باب لا يَجُوزُ الْوُصُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ / ٢٤٢ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ / ٢٤٢ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

[الحديث: ٢٤٢، طرفاه في: ٥٥٨٥، ٥٥٨٦]

قوله: (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر) هو من عطف العام على الخاص، أو المراد بالنبيذ ما لم يبلغ حد الإسكار.

قوله: (وكرهه الحسن) أي البصري، روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال: «لا توضأ بنبيذ» وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به، فعلى هذا فكراهته عنده على التنزيه.

قوله: (وأبو العالية) روى أبو داود وأبو عبيد من طريق أبي خلدة قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به؟ قال: لا. وفي رواية أبي عبيد: فكرهه.

قوله: (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح، روى أبو داود أيضًا من طريق ابن جريج عنه أنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال: إن التيمم أحب إلي منه. وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها، وهو قول عكرمة مولى ابن عباس، وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما، وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر، واشترط أن لا يكون بحضرة ماء وأن

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۳۰)، كتاب الصلاة، باب۳۳، ح٥٠٥.

يكون خارج المصر أو القرية، وخالفه صاحباه فقال محمد: يجمع بينه وبين التيمم، قيل إيجابًا وقيل استحبابًا، وهو قول إسحاق. وقال أبو يوسف بقول الجمهور: لا يتوضأ به بحال، واختاره الطحاوي، وذكر قاضي خان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول، لكن في المقيد من كتبهم إذا ألقى في الماء تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف، يعني عندهم. واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النبي على ليلة الجن: «ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: ثمرة طيبة وماء طهور» رواه أبو داود والترمذي وزاد: «فتوضأ به» وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه، وقيل على تقدير صحته : إنه منسوخ، لأن ذلك كان بمكة، ونزول قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَحِدُواْ مَا لَهُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة: ٦]، إنما كان بالمدينة بلا خلاف، أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفيًا، وإنما كانوا يصنعون ذلك لأن غالب مياههم لم تكن حلوة.

قوله: (عن الزهري) كذا للأصيلي وغيره، ولأبي ذر: «حدثنا الزهري».

قوله: (كل شراب أسكر) أي كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا، قال الخطابي (۱): فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان؛ لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر، فهو كما لو قال: كل طعام أشبع فهو حلال، فإنه يكون دالاً على حل كل طعام من شأنه الإشباع وإن لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض. ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن المسكر لا يحل شربه ، وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا. والله أعلم. وسيأتي الكلام على حكم شرب النبيذ في الأشربة (۱) إن شاء الله تعالى.

# ٧٧ - باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ آَبُو الْعَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رَجْلِي فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ

<sup>(</sup>١) الأعلام(١/٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) (١٢/ ١٣٦)، كتاب الأشربة، باب٧، ح٥٩١، و(١٢/ ٦٥٠)، كتاب الأشربة، باب١١، ح٥٠٢٥.

فَأُحْرِقَ ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ.

[الحديث: ٢٤٣، أطرافه في: ٢٩٠٣، ٢٩١١، ٣٠٣٧، ٤٠٧٥، ٥٢٤٨، ٥٢٤٨]

قوله: (باب غسل المرأة أباها) منصوب على المفعولية، والدم منصوب على الاختصاص، أو على البدل، وهو إما اشتمال أو بعض من كل، ووقع في رواية ابن عساكر «غسل المرأة الدم عن وجه أبيها» وهو بالمعنى.

قوله: (عن وجهه) في رواية الكشميهني: «من وجهه» و«عن» في رواية غيره إما بمعنى «من» أو ضمن الغسل معنى الإزالة، وهذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها يجوز الاستعانة فيهاكما تقدم في الوضوء، وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية لحديث سهل.

قوله: (وقال أبو العالية) هو الرياحي بكسر الراء وياء تحتانية، وأثره هذا وصله عبد الرزاق (۱) عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضؤوه، فلما بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة، وكان بها حمرة. وزاد ابن أبي شيبة (۲): «إنها كانت معصوبة».

قوله: (حدثنا محمد) قال أبو علي الجياني: لم ينسبه أحدمن الرواة، وهو عندي ابن سلام. قلت: وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج. وقد وقع في رواية ابن عساكر: «حدثنا محمد يعني ابن سلام».

قوله: (وسأله الناس) جملة حالية، وأراد بقوله: «وما بيني وبينه أحد» أي عند السؤال، ليكون أدل على صحة سماعه لقربه منه.

قوله: (دوي) بضم الدال على البناء للمجهول، وحذفت إحدى الواوين في الكتابة كداود.

قوله: (ما بقي أحد) إنما قال ذلك لأنه كان آخر من بقي من الصحابة بالمدينة كما صرح به المصنف في النكاح (٣) في روايته عن قتيبة عن سفيان، ووقع في رواية الحميدي عن سفيان: «اختلف الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله ﷺ؟» وسيأتي ذكر سبب هذا الجرح وتسمية فاعله في المغازي في وقعة أحد (٤) إن شاء الله تعالى، وكان بينها وبين تحديث سهل بذلك أكثر

<sup>(</sup>١) المصنف (١/ ٦٢)، رقم ٦٢٨، والتغليق (٢/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) المصنف (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) (٧٠٥/١١)، كتاب النكاح، باب١٢٣، ١٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) (٩/ ١٥١)، كتاب المغازي، باب ٢٤، ح٧٧٠ ٤ وما بعده.

من ثمانين سنة.

قوله: (فأخذ) بضم الهمزة على البناء للمجهول، وله في الطب(١١): «فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها و ألصقتها على الجرح فرقاً الدم».

وفي هذا الحديث مشروعية التداوي، ومعالجة الجراح، واتخاذ الترس في الحرب، وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل لصدوره من سيد المتوكلين، وفيه مباشرة المرأة لأبيها، وكذلك لغيره من ذوي محارمها، ومداواتها لأمراضهم، وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه في المغازي (٢) إن شاء الله تعالى.

#### ٧٣ - باب السِّواكِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: بِتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنَّ

٢٤٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكِ بِيَدِهِ يَقُولُ: «أُعْ، أُعْ» وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّه يَتَهَوَّعُ.

قوله: (باب السواك) هو بكسر السين على الأفصح، ويطلق على الآلة وعلى الفعل وهو المرادهنا.

قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق سقط من رواية المستملي، وهو طرف من حديث طويل في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة ليشاهد صلاة النبي ﷺ بالليل، وقد وصله المؤلف من طرق: منها: بلفظه هذا في تفسير آل عمران (٣) واقتضى كلام عبد الحق (٤) أنه بهذا اللفظ من أفراد مسلم وليس بجيد.

قوله: (عن أبي بردة) هو ابن أبي موسى الأشعري .

قوله: (يستن) بفتح أوله وسكون المهملة وفتح المثناة وتشديد النون من السن بالكسر أو الفتح إما/ لأن السواك يمر على الأسنان، أو لأنه يسنها أي يحددها .

قوله: (يقول) أي النبي ﷺ، أو السواك مجازًا.

<sup>(</sup>١٢٠/١٣)، كتاب الطب، باب٢٧، ح٧٢٢٥. (1)

<sup>(</sup>٩/ ١٥٠)، كتاب المغازي، باب٢٤، ح٥٧٥. **(Y)** 

<sup>(</sup>١٠/ ٢٥)، كتاب التفسير، باب١٧، - ٢٥٦٩. (٣)

الجمع بين الصحيحين (١/ ٢٠٧)، ح٠ ٣٤، وقال: لم يذكر مسلم هذه الصفة. (٤)

قوله: (أع، أع) بضم الهمزة وسكون المهملة، كذا في رواية أبي ذر، وأشار ابن التين إلى أن غيره رواه بفتح الهمزة، ورواه النسائي وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة عن حماد بتقديم العين على الهمزة، وكذا أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل القاضي عن عارم وهو أبو النعمان شيخ البخاري فيه، ولأبي داود بهمزة مكسورة ثم هاء، وللجوزقي بخاء معجمة بدل الهاء، والرواية الأولى أشهر، وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم، والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد: "يستن إلى فوق، ولهذا قال هنا: (كأنه يتهوع) والتهوع التقيؤ، أي له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة.

ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولاً، أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضًا، وفيه حديث مرسل عند أبي داود، وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعفاء، وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان، وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات، لكونه على لم يختف به، وبوبوا عليه: «استياك الإمام بحضرة رعيته».

٢٤٥ \_ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ».

[الحديث: ٢٤٥، طرفاه في: ٨٨٩، ١٩٣٦]

قوله: (عن حذيفة) هو ابن اليمان، والإسناد كله كوفيون.

قوله: (يشوص) بضم المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة، والشوص بالفتح الغسل والتنظيف، كذا في الصحاح، وفي المحكم الغسل عن كراع والتنقية عن أبي عبيد والدلك عن ابن الأنباري، وقيل: الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، واستدل قائله بأنه مأخوذ من الشوصة وهي ريح ترفع القلب عن موضعه، وعكسه الخطابي (١) فقال: هو دلك الأسنان بالسواك أو الأصابع عرضًا، قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من النوم؛ لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، والسواك آلة تنظيفة فيستحب عند مقتضاه، قال: وظاهر قوله: «من الليل» عام في كل حالة، ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة. قلت: ويدل عليه رواية المصنف في الصلاة (١) بلفظ: «إذا قام للتهجد» ولمسلم نحوه،

<sup>(</sup>۱) الأعلام(١/٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٥٣٠)، كتاب التهجد، باب٩ ، ح١١٣٦.

وحديث ابن عباس يشهد له، وكأن ذلك هو السر في ذكره في الترجمة . وقد ذكر المصنف كثيرًا من أحكام السواك في الصلاة (١)، وفي الصيام (٢)كما ستأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى .

## ٤٧ ـ باب دَفْع السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ

٢٤٦ ـ وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُويِّ يَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخِرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي كَبَرٌ، فَذَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا». قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: اخْتَصَرَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةً عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

قوله: (باب دفع السواك إلى الأكبر، وقال عفان) قال الإسماعيلي: أخرجه البخاري بلا رواية. قلت: وقد وصله (٣) أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن عفان، وكذا أخرجه أبو نعيم والبيهقي (٤) من طريقه.

/ قوله: (أراني) بفتح الهمزة من الرؤية، ووهم من ضمها. وفي رواية المستملي: «رآني» - ٢٥٧ بتقديم الراء والأول أشهر، ولمسلم من طريق علي بن نصر الجهضمي عن صخر: «أراني في المنام» وللإسماعيلي: «رأيت في المنام» فعلى هذا فهو من الرؤيا.

قوله: (فقيل لي) قائل ذلك له جبريل عليه السلام كما سيذكر من رواية ابن المبارك.

قوله: (كبر) أي قدم الأكبر في السن.

قوله: (قال أبو عبد الله) أي البخاري (اختصره) أي المتن، (نعيم) هو ابن حماد، و(أسامة) هو ابن زيد الليثي المدني، ورواية نعيم هذه وصلها الطبراني في الأوسط عن بكر بن سهل عنه بلفظ: «أمرني جبريل أن أكبر»، ورويناها في الغيلانيات من رواية أبي بكر الشافعي عن عمر بن موسى عن نعيم بلفظ: «أن أقدم الأكابر» وقد رواه جماعة من أصحاب ابن المبارك عنه بغير اختصار: أخرجه أحمد والإسماعيلي والبيهقي عنهم بلفظ: «رأيت رسول الله عليه ستن، فأعطاه أكبر القوم، ثم قال: إن جبريل أمرني أن أكبر»، وهذا يقتضي أن تكون القضية

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۵۳)، كتاب الجمعة، باب، ح ۸۸۹.

<sup>(</sup>۲) (۹۹/۵)، كتاب الصيام، باب۲۷.

<sup>(</sup>٣) تغليق التعليق (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (١/ ٣٩).

قد وقعت في اليقظة. ويجمع بينه وبين رواية صخر أن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم ﷺ بما رآه في النوم تنبيهًا على أن أمره بذلك بوحي متقدم، فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض.

ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت: «كان رسول الله يستن وعنده رجلان، فأوحي إليه أن أعط السواك الأكبر». قال ابن بطال (١٠): فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام، وقال المهلب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينتذ تقدم الأيمن، وهو صحيح، وسيأتي الحديث فيه في الأشربة (٢٠)، وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله، وفيه حديث عن عائشة في سنن أبي داود قالت: «كان رسول الله علي يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به، فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه»، وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتها، لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه، ثم غسلته تأدبًا وامتثالًا، ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله. والله أعلم.

## ٥٧- باب فَضْلِ مَنْ باتَ عَلَى الْوُضُوءِ

٧٤٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَبْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوعَكَ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَعْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ إِلا إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ . وَاجْعَلْهُنَّ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْ لُتَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْ لُتَ » وَرَسُولِكَ . قَالَ: ﴿لا وَنَبِيتُ الَّذِي أَرْسَلْتَ » .

[الحديث: ٢٤٧، أطرافه في: ٦٣١١، ٦٣١٣، ٥٦٣٥، ٧٤٨٨]

قوله: (باب فضل من بات على الوضوء) ولغير أبي ذر على وضوء.

- قوله: (أخبرنا عبدالله) هو ابن/ المبارك، وسفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة، ويحتمل أن يكون

404

<sup>(1) (1/357)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٢/ ٧٧٨)، كتاب الأشرية، باب١٨، ح١٦٩٥.

مخصوصًا بمن كان محدثًا. ووجه مناسبته للترجمة من قوله: «فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة» والمراد بالفطرة السنة، وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن البراء، وليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية، وكذا قال الترمذي. وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داود، وحديث عن على أخرجه البزار، وليس واحد منهما على شرط البخاري، وسيأتي الكلام على فوائد هذا المتن في كتاب الدعوات (١) إن شاء الله تعالى.

قوله: (واجعلهن آخر ما تقول) في رواية الكشميهني: «من آخر» وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهن شيئًا مما شرع من الذكر عندالنوم .

قوله: (قال لا. ونبيك الذي أرسلت) قال الخطابي (٢٠): فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى، قال: ويحتمل أن يكون أشار بقوله: «ونبيك» إلى أنه كان نبيًا قبل أن يكون رسو لاً، أو لأنه ليس في قوله: «ورسولك الذي أرسلت» وصف زائد بخلاف قوله: «ونبيك الذي أرسلت» وقال غيره ليس فيه حجة على منع ذلك؛ لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي، ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى، فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحًا وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة، أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب، فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر ولو كان يرادفه في الظاهر، أو لعله أُوحي إليه بهذا اللفظ فرأي أن يقف عنده ، أو ذكره احترازًا ممن أرسل من غير نبوه كجبريل وغيره من الملائكة لأنهم رسل لا أنبياء، فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس، أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفًا، وعلى هذا فقول من قال كل رسول نبي من غير عكس لا يصح إطلاقه، وأما من استدل به على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال نبي الله مثلاً في الرواية بلفظ قال رسول الله وكذا عكسه ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة فيه، وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني لكون الأول أخص من الثاني، لأنانقول: الذات المخبر عنها في الرواية واحدة فبأي وصف وصفت به تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه ولو تباينت معانى الصفات، كما لو أبدل اسمًا بكنية أو كنية باسم، فلا فرق بين أن يقول الراوي مثلاً عن أبي عبدالله البخاري أو عن محمد بن إسماعيل البخاري، وهذا بخلاف ما في حديث الباب فإنه يحتمل ما تقدم من الأوجه التي بيناها

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۲۹۸، ۳۰۵، ۳۰۸)، کتاب الدعوات، باب ۲، ۷، ۹، ح ۱۳۱۲، ۱۳۱۲، ۱۳۱۰.

<sup>(</sup>٢) الأعلام(١/٢٩٧).

من إرادة التوقيف وغيره. والله أعلم.

(تنبيه): النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة، ولقوله في نفس الحديث: «واجعلهن آخر ما تقول» فأشعر ذلك بختم الكتاب والله الهادي للصواب.

#### خاتمة

اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطابة من الأحاديث المرفوعة على مائة وأربعة وخمسين حديثا، الموصول منها مائة وستة عشر حديثا، والمذكور منها بلفظ المتابعة وصيغة التعليق ثمانية وثلاثون حديثا، فالمكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وسبعون حديثا، والخالص منها أحد وثمانون حديثا، ثلاثة منها معلقة والبقية موصولة وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة عشر حديثا، وهي: الثلاثة المعلقة وحديث ابن عباس في صفة الوضوء، وحديثه توضأ مرة مرة، وحديث أبي هريرة ابغني أحجارا، وحديث ابن مسعود في الحجرين والروشة / وحديث عبد الله بن زيد في الوضوء مرتين مرتين، وحديث أنس في ادخار شعر النبي وحديث أبي هريرة في الرجل الذي سقى الكلب، وحديث السائب بن يزيد في خاتم النبوة، وحديث سعد وعمر في المسح على الخفين، وحديث عمرو بن أمية فيه، وحديث سويد بن النعمان في المضمضة من السويق، وحديث أنس إذا نعس في الصلاة فلينم، وحديث أبي هريرة في قصة الذي بال في المسجد وحديث ميمونة في فأرة سقطت في سمن وحديث أنس في البزاق في الثوب، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ثمانية وأربعون أثرًا أنس في البزاق في الثوب، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ثمانية وأربعون أثرًا الموصول منها ثلاثة والبقية معلقة. والله أعلم.

404

## स्वान्वा र

#### ٥-كتاب الغسل

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوَّا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوَجَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ ٱلْفَاَبِطِ أَوْ لَكَمْسَتُمُ ٱلِنَسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَلَيْدِيكُم مِنْ أَنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مَنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيكُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ مَنْ يُرِيدُ الله الله : ٦]

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الغسل) كذا في روايتنا بتقديم البسملة، وللأكثر بالعكس، وقد تقدم توجيهه ذلك، وحذفت البسملة من رواية الأصيلي وعنده: «باب الغسل» وهو بضم الغين اسم للاغتسال، وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم، وأما المصدر فيجوز فيه الضم والفتح حكاه ابن سيده وغيره. وقيل: المصدر بالفتح والاغتسال بالضم، وقيل: الغسل بالفتح فعل المغتسل وبالضم الماء الذي يغتسل به وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان. وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء. واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر، ونقل عن مالك والمزني وجوبه، واحتج ابن بطال(۱) بالإجماع على وجوب إمرار اليدعلى أعضاء الوضوء عند غسلها قال: فيجب ذلك في الغسل قياسًا لعدم الفرق بينهما. وتُعُقِّبَ بأن جميع من لم يوجب الدلك أجاز واغمس اليدفي الماء للمتوضئ من غير إمرار فبطل الإجماع وانتفت الملازمة. قوله: (وقول الله تعالى: وَإِن كُنتُمُ جُنُبًا فَاَطَّهُ مُواً) قال الكرماني(٢): غرضه بيان أن

وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن. قلت: وقدم الآية التي من سورة المائدة على

<sup>(1) (1/</sup>AFT). (1) (1/11).

الآية التي من سورة النساء لدقيقة ، وهي أن لفظ التي في المائدة : ( فَأَطَّهُ رُواً ) ففيها إجمال ، ولفظ التي في النساء : ( حَمَّنَ تَغْتَسِلُواً ) ، ففيها تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور ، ودل على أن المراد بقوله تعالى : ( فَأَطَّهُ رُواً ) فاغتسلوا : قولُهُ تعالى في الحائض ( وَلَا نَقَرَبُوهُنَّ حَمَّنَ على أن المراد بقوله تعالى : ( فَأَطَّهُ رُواً ) فاغتسلوا : قولُهُ تعالى في الحائض ( وَلَا نَقَرَبُوهُنَّ حَمَّنَ اللهُ مَن المسجد وكذا المناق على أن استباحة الجنب الصلاة وكذا اللبث في المسجد يتوقف على الاغتسال ، وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنية .

## ١ - باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْل

٢٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِ َسَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتُوضَّا كُمَا يَتَوَضَّا كُمَا يَتَوَضَّا لُلصَّلاةِ، ثُمَّ يُسُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُضُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُضُعَنَى جَلْدِهِ كُلّهِ.

[الحديث: ٢٤٨، طرفاه في: ٢٦٢، ٢٧٢]

قوله: (باب الوضوء قبل الغسل) أي استحبابه. قال الشافعي رحمه الله في الأم: فرض الله تعالى الغسل مطلقًا لم يذكر فيه شيئًا يبدأ به قبل شيء، فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. والاختيار في الغسل ما روت عائشة. ثم روى حديث الباب عن مالك بسنده، وهو في الموطأ كذلك، قال ابن عبد البر: هو من أحسن حديث روى في ذلك. قلت: وقد رواه عن هشام وهو ابن عروة جماعة من الحفاظ غير مالك كما سنشير إليه.

قوله: (كان إذا اغتسل) أي: شرع في الفعل، و «من» في قوله: «من الجنابة» سببية.

قوله: (بدأ فغسل يديه) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر، وسيأتي في حديث ميمونة (١) تقوية ذلك، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام: «قبل أن يدخلهما في الإناء» رواه الشافعي والترمذي، وزاد أيضًا: «ثم يغسل فرجه»، وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية، ولأبي داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام، وهي زيادة جليلة، لأن بتقديم غسله

<sup>(</sup>١) (١/ ٦٢٦)، كتاب الوضوء، باب٥، ح٧٥٧ وغير موضع منه.

يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل.

قوله: (كما يتوضأ للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي، ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها، ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى، وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية فقال: يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء، لكن بنية غسل الجنابة، ونقل ابن بطال (۱) الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود، فقد ذهب جماعة، منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث.

قوله: (فيخلل بها) أي بأصابعه التي أدخلها في الماء، ولمسلم: «ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر»، وللترمذي والنسائي من طريق ابن عيينة: «ثم يشرب شعره الماء».

قوله: (أصول الشعر) وللكشميهني «أصول شعره» أي شعر رأسه، ويدل عليه رواية حماد ابن سلمة عن هشام عند البيهقي: «يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك»، وقال القاضي عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في الغسل إما لعموم قوله: «أصول الشعر» وإما بالقياس على شعر الرأس.

وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء، وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به، ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقًا إلا إن كان الشعر ملبدًا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله. والله أعلم.

قوله: (ثلاث غرف) بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف، وللكشميهني «ثلاث غرفات» وهو المشهور في جمع القلة. وفيه استحباب التثليث في الغسل، قال النووي (٢٠): ولا نعلم فيه خلافًا إلا ما تفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل. قلت: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح الفروع وكذا قال

<sup>(1) (1/ 177).</sup> 

<sup>(</sup>Y) المنهاج  $(\lambda/\xi)$ .

القرطبي (١)، وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة الآتية قريبًا (٢)، فإن مقتضاها أن كل غرفة كانت في جهة من جهات الرأس، وسيأتي في آخر الكلام على حديث ميمونة زيادة في هذه المسألة.

قوله: (ثم يفيض) أي يسيل، والإفاضة الإسالة، واستدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر، وقال المازري<sup>(۳)</sup>: لا حجة فيه لأن «أفاض» بمعنى غسل، والخلاف في الغسل قائم. قلت: ولا يخفى ما فيه، والله أعلم. وقال القاضي عياض<sup>(٤)</sup>: لم يأت في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار. قلت: بل ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله على من الجنابة... الحديث. وفيه: «ثم يتمضمض ثلاثًا ويستنشق ثلاثًا ويغسل وجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا ثم يفيض على رأسه ثلاثًا».

قوله: (على جلده كله) هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم، وهو يؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل، وعلى هذا فينوي المغتسل الوضوء إن كان محدثًا وإلا فسنة الغسل، واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل، ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه وهو ظاهر من قولها: "كما يتوضأ للصلاة"، وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه، لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقال في آخره: "ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه"، وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام، قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قلت: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال، نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داو د الطيالسي مغاوية عن هشام مقال، نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داو د الطيالسي فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي وزاد في آخره: "فإذا فرغ غسل رجليه". فأما أن تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها: "وضوءه للصلاة" أي أكثره وهو ما سوى الرجلين، أو يحمل على ظاهره، ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء، الرجلين، أو يحمل على ظاهره، ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء، ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية "ثم غسل رجليه" أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية "ثم غسل رجليه" أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل

<sup>(</sup>١) المفهم (١/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٢٧)، كتاب الغسل، باب٢، - ٢٥٨.

<sup>(</sup>۳) المازرى(۱/۲۵۲).

<sup>(</sup>٤) الإكمال (١/٥٥١).

بعد أن كان غسلهما في الوضوء فيوافق قوله في حديث الباب «ثم يفيض على جلده كله».

٢٤٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُريْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: تَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَى رِجْلَيْهِ فَعَسَلَهُمَا. هَذِهِ غُسُلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

[الحديث: ٢٤٩، أطرافه في: ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٦، ٢٧٤، ٢٧١]

قوله: (حدثنا محمدبن يوسف) هو الفريابي، و(سفيان) هو الثوري، وجزم الكرماني (١٠) بأن محمدًا بن يوسف هو البيكندي وسفيان هو ابن عيينة، ولا أدري من أين له ذلك .

قوله: (وضوءه للصلاة غير رجليه) فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل . . . إلخ ، وهو مخالف لظاهر رواية عائشة ، ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة / على المجاز كما تقدم وإما بحمله على حالة أخرى ، وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل ، وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخير هما وإلا فالتقديم ، وعند الشافعية في الأفضل قولان ، قال النووي : أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه ، قال : لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك . انتهى . كذا قال ، وليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك ، بل هي إما محتملة كرواية "توضأ وضوءه للصلاة » أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية تأخيرهما كحديث الباب ، وراويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش ، تأخيرهما كحديث الباب ، وراويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش ، عن الأعمش ما يدل على المواظبة ، ولفظه : "كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه . . » فذكر الحديث وفي آخره : "ثم يتنحى فيغسل رجليه » . قال القرطبي (٢): الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء .

<sup>(1) (7/111).</sup> 

<sup>(</sup>٢) المفهم (١/ ٧٧٥).

قوله: (وغسل فرجه) فيه تقديم وتأخير؛ لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو لا تقتضي الترتيب، وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند المصنف في باب التستر في الغسل<sup>(1)</sup>، فذكر أولاً غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه، وأتى بـ«ثم» الدالة على الترتيب في جميع ذلك.

قوله: (هذه غسله) الإشارة إلى الأفعال المذكورة، أو التقدير: هذه صفة غسله، وللكشميهني: «هذا غسله» وهو ظاهر، وأشار الإسماعيلي إلى أن هذه الجملة الأخيرة مدرجة من قول سالم بن أبي الجعد، وأن زائدة بن قدامة بين ذلك في روايته عن الأعمش، واستدل البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماء لقوله في رواية أبي عوانة (٢) وحفص (٣) وغيرهما: «ثم أفرغ بيمينه على شماله»، وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيها: «ثم تمضمض واستنشق»، وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما.

وتُعُقِّب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانًا لمجمل تعلق به الوجوب، وليس الأمر هنا كذلك (3). قاله ابن دقيق العيد. وعلى استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض لقوله في الروايات المذكورة: «ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط» قال ابن دقيق العيد: وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة لأن الأصل عدم التكرار، وفيه خلاف. انتهى. وصحح النووي (6) وغيره أنه يجزئ، لكن لم يتعين في هذا الحديث أن ذلك كان لإزالة النجاسة، بل يحتمل أن يكون للتنظيف فلا يدل على الاكتفاء، وأما دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال البخاري. وأبعد من استدل به على نجاسة دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال البخاري. وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل ليس مقصورًا على إزالة النجاسة. وقوله في حديث الباب: «وما أصابه من أذى» ليس بظاهر في النجاسة أيضًا، واستدل به البخاري أيضًا على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة، وعلى أن من توضأ بنية الغسل ثم أكمل باقي

<sup>(</sup>۱) (۲۰۸/۱)، كتاب الغسل، باب ۲۸۱، ح ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) (١/ ١٣٨)، كتاب الغسل، باب ١١ ، ح٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٦٣١)، كتاب الغسل، باب٧، ح ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) فيه نظر، والصواب وجوبهما، ودخول هذه المسألة تحت القاعدة للمذكورة، لأن غسله ﷺ بيان لمجمل المأموربه في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمُ جُنُبًا فَأَطَّهُمُواً ﴾. [ابن باز].

<sup>(</sup>٥) المنهاج (٣/ ٢٣٠).

أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث، وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء، وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه: «لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان». قال ابن/ الصلاح: لم أجده، وتبعه النووي (١)، وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة، ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحًا أن يحتج به، وعلى استحباب التستر في الغسل ولو كان في البيت، وقد عقد المصنف لكل مسألة بابًا وأخرج هذا الحديث فيه لكن بمغايرة الطرق ومدارها على الأعمش، وعند بعض الرواة عنه ما ليس عند الآخر، وقد جمعت فوائدها في هذا الباب، وصرح في رواية حفص بن غياث (٢) عن الأعمش بسماع الأعمش من سالم فأمن تدليسه. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء: الأعمش وسالم وكريب، وصحابيان: ابن عباس وخالته ميمونة بنت الحارث.

وفي الحديث من الفوائد أيضًا جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقولها في رواية حفص وغيره: «وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلاً»، وفي رواية عبد الواحد (۳): «ما يغتسل به» وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن، وفيه الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها، وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله يُستقذر، فأما إذا كان الماء في إبريق مثلاً فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء، ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء، وتمسك به المالكية لقولهم إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس بل يكتفي عنه بغسله، واستدل بعضهم بقولها في رواية أبي حمزة (٤) وغيره: «فناولته ثوبًا فلم يأخذه» على كراهة التنشيف بعد الغسل، ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو لكونه كان مستعجلاً، أو غير ذلك، قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ، وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة

<sup>(</sup>١) المنهاج (٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٣١)، كتاب الغسل، باب٧، ح٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٦٣٦)، كتاب الغسل، باب١٠، ح٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٥٢)، كتاب الغسل، باب١٨، -٢٧٦.

في هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: لا بأس بالمنديل، وإنما رده مخافة أن يصير عادة. وقال التيمي في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف، ولو لا ذلك لم تأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف؛ لأن كلا منهما إزالة، وقال النووي (١١): اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه أشهرها أن المستحب تركه، وقيل: مكروه، وقيل: مباح، وقيل: مستحب، وقيل: مكروه في الصيف مباح في الشتاء، واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافًا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته.

#### ٢ ـ باب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَ أَتِـهِ

٢٥٠ - حَدَّثَ نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَ نَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ.

[الحديث: ٢٥٠، أطرافه في: ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩، ٥٩٥٦، ٢٩٩٠]

قوله: (باب غسل الرجل مع امرأته. عن عروة) أي ابن الزبير. كذا رواه أكثر أصحاب النزهري، وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد أخرجه النسائي، ورجح أبو زرعة الأول. ويحتمل أن يكون للزهري شيخان فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طرق أخرى.

قوله: (من إناء واحد من قدح) «من» الأولى: ابتدائية، والثانية: بيانية، ويحتمل أن يكون «قدح» بدلاً من «إناء» بتكرار حرف الجر، وقال ابن التين: كان هذا الإناء من شبه، وهو بفتح المعجمة والموحدة كما تقدم توضيحه في صفة الوضوء (٢) من حديث عبد الله بن زيد، وكأن مستنده ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه: «تور من شبه».

قوله: (يقال له: الفرق) ولمالك عن الزهري: هو الفرق، وزاد في روايته: «من الجنابة» أي بسبب الجنابة، ولأبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب: «وذلك القدح يومئذ يدعى: الفرق»

<sup>(</sup>۱) المنهاج (۳/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥٠٣)، كتاب الوضوء، باب٣٩، ح١٨٦.

قال ابن التين: الفرق بتسكين الراء ورويناه بفتحها وجوز بعضهم الأمرين، وقال القتيبي وغيره هو بالفتح، وقال النووي<sup>(۱)</sup>: الفتح أفصح وأشهر، وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب، قال: وليس كما قال، بل هما لغتان. قلت: لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثعلب وغيره: الفرق: بالفتح والمحدثون يسكنونه، وكلام العرب بالفتح. انتهى. وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة، والذي في روايتنا هو الفتح. والله أعلم.

وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلاً وبالإسكان مائة وعشرون رطلاً، وهو غريب. وأما مقداره فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث قال سفيان عيني ابن عيينة \_: الفرق ثلاثة آصع، قال النووي: وكذا قال الجماهير، وقيل: الفرق صاعان، لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع، وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاً ولعله يريد اتفاق أهل اللغة وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية أرطال، وتمسكوا بما روي عن مجاهد في الحديث الآتي عن عائشة أنه حزر الإناء ثمانية أرطال، والصحيح الأول، فإن الحزر لا يعارض به التحديد. وأيضًا فلم يصرح مجاهد بأن حرز الإناء المذكور صاع فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها، ويؤيد كون الفرق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ: «قدر ستة أقساط» والقسط بكسر القاف وهو باتفاق أمل اللغة نصف صاع، ولا اختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلاً فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث، وتوسط بعض الشافعية فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال، والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث، وهو ضعيف. ومباحث المتن تقدمت في باب وضوء الرجل مع امرأته (٢٠)، واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة. والله أعلم.

# ٣\_باب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

٢٥١ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ ، فَسَأَلَهَا

<sup>(</sup>١) المنهاج (٣/٣).

<sup>(</sup>٢) (١/١١٥\_٣١٥).

أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَتْ بِإِنَاءِ نَحْوِ مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَا مِالِّهِ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ: قَدْرِ صَاعٍ.

قوله: (باب الغسل بالصاع) أي بملء الصاع (ونحوه) أي ما يقاربه، والصاع تقدم أنه حمسة أرطال وثلث/ بِرَطْل بغداد، وهو على ما قال الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهمًا، ورجح النووي (١) أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم. وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال: إنه كان في الأصل مائه وثمانية وعشرين وأربعة أسباع، ثم زادوا فيه مثقالاً لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين، قال: والعمل على الأول لأنه هو الذي كان موجودًا وقت تقدير العلماء به.

قوله: (حدثنا عبدالله بن محمد) هو الجعفي، و (عبدالصمد) هو ابن عبدالوارث، و (أبو بكر ابن حفص) أي ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص، شارك شيخه أبا سلمة \_ وهو ابن عبد الرحمن بن عوف في كونه زهريًا مدنيًا مشهورًا بالكنية، وقد قيل: إن اسم كل منهما عبدالله.

قوله: (وأخو عائشة) زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وقال غيره: هو أخوها لأمها وهو الطفيل بن عبد الله ولا يصح واحد منهما، لما روى مسلم من طريق معاذ، والنسائي من طريق خالد بن الحارث، وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة، وقال النووي وجماعة: إنه عبد الله بن يزيد، معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها فذكر حديثًا غير هذا، ولم يتعين عندي أنه المراد هنا لأن لها أخا آخر من الرضاعة وهو كثير بن عبيد رضيع عائشة روى عنها أيضًا، وحديثه في الأدب المفرد للبخاري وسنن أبي داود من طريق ابنه سعيد بن كثير عنه. وعبد الله بن يزيد بصري، وكثير بن عبيد كوفي، فيحتمل أن يكون المبهم هنا أحدهما ويحتمل أن يكون غيرهما. والله أعلم.

قوله: (فدعت بإناء نحو) بالجر والتنوين صفة لإناء، وفي رواية كريمة: «نحوًا» بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل أو بإضمار «أعنى».

قوله: (وبيننا وبينها حجاب) قال القاضي عياض (٢٠): ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمَحْرَم لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم،

<sup>(</sup>١) المنهاج (٤/٢).

<sup>(</sup>٢) الإكمال(٢/١٦٣).

وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمَحْرَم النظر إليه قال: وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى.

وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس، ولما كان السؤال محتملاً للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معًا: أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع.

قوله: (قال أبو عبدالله) أي البخاري المصنف (قال يزيد بن هارون) هذا التعليق وصله (١) أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما .

قوله: (وبهز) بالزاي المعجمة هو ابن أسد وحديثه موصول عند الإسماعيلي، وزاد في روايتهما: «من الجنابة»، وعندهما أيضًا: «على رأسها ثلاثًا» وكذا عند مسلم والنسائي.

قوله: (والجُدّي) بضم الجيم وتشديد الدال نسبة إلى جدة ساحل مكة ، وكان أصله منها لكنه سكن البصرة .

قوله: (قدر صاع) بالكسر على الحكاية، ويجوز النصب كما تقدم. والمراد من الروايتين أن الاغتسال وقع بمل الصاع من الماء تقريبًا لا تحديدًا.

٢٥٢ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي السَّحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّهِ مُو وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّهُ مُنَا فَقَالَ: يَكْفِي مَنْ هُو أَوْفَى مِنْكَ الْغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِي مَنْ هُو أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ.

[الحديث: ٢٥٢، طرفاه في: ٢٥٥، ٢٥٦]

قوله: (زهير) هو ابن معاوية، وأبو إسحاق هو السبيعي، وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر.

<sup>(</sup>١) تغلبق التعليق (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) تقييدالمهمل (٢/ ٥٧٨، ٥٧٩)، والاختلاف بين رواة البخاري (ص: ٢٨).

قوله: (هو وأبوه) أي: عُليّ بن الحسين (وعنده) أي عند جابر.

قوله: (قوم) كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، ووقع في العمدة (١) «وعنده قومه» بزيادة الهاء وجعلها شراحها ضميرًا يعود على جابر وفيه ما فيه، وليست هذه الرواية في مسلم أصلاً، وذلك وارد أيضًا على قوله إنه يخرج المتفق عليه.

قوله: (فسألوه عن الغسل) أفاد إسحاق بن راهويه في مسنده أن متولي السؤال هو أبو جعفر الراوي، فأخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: «سألت جابرًا عن غسل الجنابة»، وبيَّن النسائي في روايته سبب السؤال فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال: «تمارينا في الغسل عند جابر، فكان أبو جعفر تولى السؤال». ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازًا لقصدهم ذلك، ولهذا أفرد جابر الجواب فقال: «يكفيك» وهو بفتح أوله، وسيأتي مزيد لهذا الموضع في الباب الذي يليه.

قوله: (فقال رجل) زاد الإسماعيلي: «منهم» أي من القوم، وهذا يؤيد ما ثبت في روايتنا لأن هذا القائل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية كما جزم به صاحب العمدة، وليس هو من قوم جابر لأنه هاشمي وجابر أنصاري.

قوله: (أوفي) يحتمل الصفة والمقدار أي أطول وأكثر.

قوله: (وخير منك) بالرفع عطفًا على «أوفى» المخبر به عن «هو»، وفي رواية الأصيلي «أو خيرًا» بالنصب عطفًا على الموصول.

قوله: (ثم أمنا) فاعل «أمنا» هو جابر كما سيأتي ذلك واضحًا من فعله في كتاب الصلاة، ولا التفات إلى من جعله من مقوله والفاعل رسول الله على وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي على والانقياد إلى ذلك، وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء.

٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَةً وَمَيْمُونَةً كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. وَقَالَ يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّيُ عَنْ شُعْب: قَدْرَصَاع.

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيرًا: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ». والصَّحِيخُ مَا

<sup>(</sup>۱) (ص: ۲۱،۲۰، ح۶۶).

رَوَى أَبُو نُعَيْم.

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار، وفي مسند الحميدي «حدثنا سفيان أخبرنا عمرو أخبرنا أبو الشعثاء» وهو جابر بن زيد المذكور.

قوله: (قال أبو عبدالله) هو المصنف.

قوله: (كان ابن عيينة) كذا رواه عنه أكثر الرواة وإنما رواه عنه كما قال أبو نعيم من سمع منه قديمًا، وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جريًا على قاعدة المحدثين؛ لأن من جملة المرجحات عندهم قدم السماع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ، ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح وهي كونهم أكثر عددًا وملازمة لسفيان، ورجحها الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث المعنى وهي كون ابن عباس لا يطلع على النبي على في حالة اغتساله مع ميمونة فيدل على أنه أخذه عنها، وقد أخرج الرواية المذكورة الشافعي والحميدي وابن أبي عمر وابن أبي شيبة وغيرهم في مسانيدهم عن سفيان، ومسلم والنسائي وغيرهما من طريقه، ويستفاد من هذا البحث أن البخاري لا يرى التسوية بين "عن فلان" وبين "إن فلانًا" وفي ذلك بحث يطول ذكره، وقد حققته فيما كتبته على كتاب ابن الصلاح (۱۱) وادعى بعض الشارحين/ أن حديث ميمونة هذا لا مناسبة له بالترجمة لأنه لم يذكر فيه قدر الإناء، والجواب أن ذلك يستفاد من مقدمة أخرى، وهي أن أوانيهم كانت صغارًا كما صرح به الشافعي في عدة مواضع، فيدخل هذا الحديث تحت قوله: "ونحوه" أي نحو الصاع، أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة وهو الفرق، لكون كل منهما زوجة له واغتسلت معه، فتكون حصة كل منهما أزيد من صاع، فيدخل تحت الترجمة بالتقريب. والله أعلم.

#### ٤ \_ باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

٢٥٤ \_ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ: حَدَّثِنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَأْفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثًا». وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

قوله: (باب من أفاض على رأسه ثلاثًا) تقدم حديث ميمونة (٢) وعائشة <sup>(٣)</sup> في ذلك.

<u>'</u> 777

<sup>(</sup>۱) النكت (۱/ ۰۹۰).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦١٥)، كتاب الغسل، باب١، ح٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٦١٢)، كتاب الغسل، باب١، ح ٢٤٨.

قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي وقد علا عنه في هذا الإسناد، ونزل في الباب الذي قبله، وأبو إسحاق هو السبيعي أيضًا، وسليمان بن صرد خزاعي وهو من أفاضل الصحابة، وأبوه بضم المهملة وفتح الراء وشيخه من مشاهير الصحابة، ففيه رواية الأقران.

قوله: (أما أنا فأفيض) بضم الهمزة، وقسيم «أما» محذوف، وقد ذكر أبو نعيم في المستخرج سببه من هذا الوجه وأوله عنده «ذكروا عند النبي على الغسل من الجنابة» فذكره، ولمسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق «تماروا في الغسل عند النبي على فقال بعض القوم: أما أنا فاغسل رأسي بكذا وكذا فذكر الحديث، وهذا هو القسيم المحذوف، ودل قوله: «ثلاثًا» على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك، ولمسلم من وجه آخر أن الذين سألواعن ذلك هم وفد ثقيف، والسياق مشعر بأنه على جميع البدن، لكن حديث جابر في آخر الباب يقوي الاحتمال الأول وسنذكر ما فيه.

قوله: (كلتيهما) كذا للأكثر، وللكشميهني: «كلاهما» وحكى ابن التين أن في بعض الروايات: «كلتاهما» وهي مخرجة على من يراها تثنية ويرى أن التثنية لا تتغير كقوله: قد بلغا في المجد غايتاها، وهكذا القول في رواية الكشميهني، وهو مذهب الفراء في «كلا» خلافًا للبصريين، ويمكن أن يخرج الرفع فيهما على القطع.

٢٥٥ - حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِخْولِ بْنِ رَاشِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا .

[تقدم في: ٢٥٢، الأطراف: ٢٥٢، ٢٥٦]

قوله: (حدثني) وللأصيلي حدثنا (محمد بن بشار) هو بندار كما صرح به الإسماعيلي في روايته حيث أخرجه عن الحسن بن سفيان وغيره عنه، وأبوه بالموحدة وتثقيل المعجمة بلا خلاف، وليس في الصحيحين بهذه الصورة غيره قاله أبو على الجياني وجماعة بعده، وغفل بعض المتأخرين فضبطه بمثناة وسين مهملة، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به فإنه لا يخفى على من له أدنى ممارسة في هذا الشأن.

قوله: (مخول) بكسر أوله وإسكان المعجمة وبوزن محمد أيضًا، وهذان الوجهان في رواية أبي ذر. والأول للأكثر، والثاني لابن عساكر، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، ومحمد بن علي شيخه هو أبو جعفر المعروف بالباقر.

**قوله: (يفرغ) بضم أوله.** 

٢٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْبَى بْنِ سَامٍ حَدَّثِنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ: وَأَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ ـ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ \_قَالَ: كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ جَابِرٌ: وَأَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ \_ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ \_قَالَ: كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُ يَكِيْ مُنَافِي مَنْ الْمَعَلَى مَا اللَّهِ عَلَى سَائِرٍ جَسَدِهِ. فَقَالَ لِي الْحَسَنُ: إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ. فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُ يَكِيدُ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا.

[تقدم في: ٢٥٢، الأطراف: ٢٥٢، ٢٥٥]

قوله: (حدثنا معمر) بإسكان العين في أكثر الروايات وبه جزم المزي، وفي رواية القابسي بوزن «محمد» وبه جزم الحاكم، وليس له أيضًا في البخاري غير هذا الحديث، وقد ينسب إلى جده سام فيقال: معمر ابن سام وهو بالمهملة وتخفيف الميم.

قوله: (ابن عمك) فيه تجوز، فإنه ابن عم والده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والحنفية كانت زوج علي بن أبي طالب تزوجها بعد فاطمة رضي الله عنها فولدت له محمدًا فاشتهر بالنسبة إليها، وقول جابر: (أتاني) يشعر بأن سؤال الحسن بن محمدكان في غيبة أبي جعفر الذي تقدم في الباب قبله، لأن ذلك كان عن الكمية كما أشعر بذلك قوله في الجواب: «يكفيك صاع»، وهذا عن الكيفية وهو ظاهر من قوله: «كيف الغسل؟»، ولكن الحسن بن محمد في المسألتين جميعًا هو المنازع لجابر في ذلك فقال في جواب الكمية: «ما يكفيني»، أي الصاع ولم يعلل، وقال في جواب الكيفية: «إني كثير الشعر» أي: فأحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات، فقال له جابر في جواب الكيفية: «كان رسول الله والله على أكثر منك شعرًا وأطيب» أي واكتفى بالثلاث فاقتضى أن الإنقاء يحصل بها، وقال في جواب الكمية ما تقدم، وناسب ذكر الخيرية لأن طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التحري في إيصال الماء إلى جميع الجسد، وكان والله الماء الي في الناس لله وأعلمهم به، وقد اكتفى بالصاع، فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه.

قوله: (ثلاث أكف) وفي رواية كريمة: «ثلاثة أكف» وهي جمع كف والكف تذكر

وتؤنث، والمراد أنه يأخذ في كل مرة كفين، ويدل على ذلك رواية إسحاق بن راهويه من طريق الحسن ابن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في آخر الحديث: «وبسط يديه»، ويؤيده حديث جبير بن مطعم الذي في أول الباب(١)، والكف اسم جنس فيحمل على الاثنين، ويحتمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرار، ويحتمل أن يكون لكل جهة من الرأس غرفة كما سيأتي في حديث القاسم بن محمد عن عائشة قريبًا(٢).

#### ٥ ـ باب الْغُسْل مَرَّةً وَاحِدَةً

٢٥٧ - حَدَّثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَيَّا مَاءً لِلْغُسُلِ فَعَسَلَ لَيْهُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَيَّا مَاءً لِلْغُسُلِ فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَعَ عَلَى شَمَالِهِ فَعَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ.

[تقدم في: ٢٤٩، الأطراف: ٢٤٩، ٢٥٩، ٢٦٠، ٥٢٥، ٢٦٢، ٢٧٤، ٢٧٦، ١٨١]

- / قوله: (باب الغسل مرة واحدة) قال ابن بطال (٣): يستفاد ذلك من قوله: «ثم أفاض على جسده»؛ لأنه لم يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، لأن الأصل عدم الزيادة عليها.

قوله: (حدثنا عبد الواحد) هو ابن زياد، وباقي الإسناد والمتن تقدم في باب الوضوء قبل الغسل (٤٠).

قوله في هذه الرواية: (فغسل يده)، وللكشميهني: «يديه» (مرتين أو ثلاثًا) الشك من الأعمش كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه (٥)، وغفل الكرماني (٦) فقال: الشك من ميمونة.

قوله: (مذاكيره) هو جمع ذكر على غير قياس، وقيل: واحده «مذكار»، وكأنهم فرقوا

<sup>(</sup>۱) (ح۲٥٤).

<sup>(</sup>۲) (ح۸۵۲).

<sup>.(</sup>٣٧٤/١) (٣)

<sup>(</sup>٤) (١/ ٦١٥)، كتاب الوضوء، باب١، ح ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٦٣٨)، كتاب الغسل، باب١١، ح٢٦٦.

<sup>(</sup>r) (r/pii).

بين العضو وبين خلاف الأنثى، قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحد له، وقيل: واحده «مذكار»، وقال ابن خروف: إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به، وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل.

٦ - باب مَنْ بَدَأَ بِالْحِلاَبِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ

٢٥٨ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَن، ثُمَّ الأَيْسَر، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

قوله: (باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل) مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديمًا وحديثًا على جماعة من الأئمة، فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم، ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة، ومنهم من تكلف لها توجيهًا من غير تغيير، فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي فإنه قال في مستخرجه: رحم الله أبا عبد الله \_ يعني البخاري \_ من ذا الذي يسلم من الغلط! سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل، وإنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى حلابًا ومحلبًا. قال: وفي تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك حيث جاء فيه: «كان يغتسل من حلابًا المتهى. وهي رواية ابن خزيمة وابن حبان أيضًا، وقال الخطابي في شرح أبي داود (١٠): الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة، قال: وقد ذكره البخاري وتأوله على استعمال الطيب في الطهور، وأحسبه توهم أنه أريدبه المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي، وليس الحلاب من الطيب في شيء، وإنما هو ما فسرت لك، قال: وقال الشاعر:

صاح هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما فرى في الحلاب وتبع الخطابي ابن قرقول في المطالع وابن الجوزي (٢) وجماعة .

وأما الطائفة الثانية فأولهم الأزهري. قال في التهذيب: الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة أي ما يحلب فيه كالمحلب فصحفوه، وإنما هو الجُللاب بضم الجيم وتشديد اللام وهو ماء الورد فارسي معرب. وقد أنكر جماعة على

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) كشف المشكل (٤/ ٢٦١).

الأزهري (١) هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف ومن جهة المعنى أيضًا. قال ابن الأثير: لأن الطيب يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله وأوُلَى؛ لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء. وقال الحميدي في الكلام على غريب الصحيحين (٢): ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد فكأنه تأولها على الإناء، وأما البخاري فربما/ ظن ظانٌ أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا الحديث. انتهى. فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالاً، أي ويحتمل أنه أراد غير ذلك لكن لم يفصح به، وقول القاضي عياض (٣): الحلاب والمحلب بكسر الميم إناء يملؤه قدر حلب الناقة، وقيل: المرادأي في هذا الحديث محلب الطيب وهو بفتح الميم قال: وترجمة البخاري تدل على أنه التفت إلى التأويلين، قال: وقد رواه بعضهم في غير الصحيحين وترجمة البخاري تدل على أنه التفت إلى التأويلين، قال: وقد رواه بعضهم في غير الصحيحين الجُلَّاب بضم الجيم وتشديد اللام. يشير إلى ما قاله الأزهري. وقال النووي (٤): قد أذكر أبو عبيد الهروي على الأزهري ما قاله. وقال القرطبي (٥): الحلاب بكسر المهملة لا يصح غيرها، وقد وهم من ظنه من الطيب وكذا من قاله بضم الجيم. انتهى.

وأما الطائفة الثالثة فقال المحب الطبري: لم يرد البخاري بقوله: الطيب، ما له عرف طيب، وإنما أراد تطييب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرن ونجاسة إن كانت، وإنما أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل. قال: و«أو» في قوله: «أو الطيب» بمعنى الواو، وكذا ثبت في بعض الروايات كما ذكره الحميدي، ومحصل ما ذكره أنه يحمله على إعداد ماء الغسل ثم الشروع في التنظيف قبل الشروع في الغسل، وفي الحديث البداءة بشق الرأس لكونه أكثر شعثا من بقية البدن من أجل الشعر، وقيل: يحتمل أن يكون البخاري أراد الإشارة إلى ما روي عن ابن مسعود: «أنه كان يغسل رأسه بخطمي ويكتفي بذلك في غسل الجنابة» كما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه، ورواه أبو داود مرفوعًا عن عائشة بإسناد ضعيف، فكأنه يقول: دل هذا الحديث على أن النبي على كان يستعمل الماء في غسل الجنابة،

 <sup>(</sup>١) قال ابن الجوزي في غريبه (١/ ٢٣٣): قلت: وما ضبطه أحد بالجيم، والذي في الصحيح بالحاء، والجيم غلط.

<sup>(</sup>٢) الجمع بين الصحيحين (٤/ ٣٧، ح١٥٩).

<sup>(</sup>٣) المشارق(١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) المنهاج (٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٥) المفهم (١/ ٧٩٥).

ولم يثبت أنه كان يقدم على ذلك شيئًا مما ينقي البدن كالسدر وغيره.

ويقوي ذلك ما في معظم الروايات «بالحلاب أو الطيب»، فقوله: «أو» يدل على أن الطيب قسيم الحلاب فيحمل على أنه من غير جنسه ، وجميع من اعترض عليه حمله على أنه من جنسه فلذلك أشكل عليهم، والمراد بالحلاب على هذا الماء الذي في الحلاب فأطلق على الحال اسم المحل مجازًا، وقال الكرماني(١): يحتمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب، فالمعنى بدأ تارة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيب، فدل حديث الباب على الأول دون الثاني. انتهى. وهو مستمد من كلام ابن بطال، فإنه قال بعد حكايته لكلام الخطابي (٢): وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربًا من الطيب قال: فإن كان ظن ذلك فقد وهم، وإنما الحلاب الإناء الذي كان فيه طيب رسول الله ﷺ الذي كان يستعمله عند الغسل. قال: وفي الحديث الحض على استعمال الطيب عند الغسل تأسيًا بالنبي ﷺ. انتهى كلامه. فكأنه جعل قوله في الحديث: «فأخذ بكفه» أي من الطيب الذي في الإناء «فبدأ بشق رأسه الأيمن» أي فطيبه . . . إلخ . ومحصله أن الصفة المذكورة في الحديث صفة التطييب لا الاغتسال، وهو توجيه حسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية التي ساقها البخاري، لكن من تأمل طرق الحديث كما قال الإسماعيلي عرف أن الصفة المذكورة للغسل لا للتطيب، فروى الإسماعيلي من طريق مكي بن إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث «كان يغتسل بقدح» بدل قوله بحلاب وزاد فيه: «كان يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرف. . . » الحديث. وللجوزقي من طريق حمدان السلمي عن أبي عاصم: «اغتسل فأتى بحلاب فغسل شق رأسه الأيمن . . . » الحديث . فقوله: اغتسل، ويغسل يدل على أنه إناء الماء لا إناء الطيب.

وأما رواية الإسماعيلي من طريق بندار عن أبي عاصم بلفظ: «كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون الحلاب فأخذ بكفه، فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه». فلو لا قوله: ماء لأمكن حمله على التطيب قبل الغسل، لكن رواه أبو عوانة في صحيحه عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ/: «كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه لل في صحيحه عن يزيد بن شما الأيسر كذلك»، فقوله: يغتسل، وقوله: غرفة أيضًا مما يدل على أنه إناء الماء، وفي رواية لابن حبان والبيهقي: «ثم يصب على شق رأسه الأيمن»، والتطيب لا

<sup>(1) (7/171).</sup> 

<sup>(</sup>۲) معالم السنن (۱/ ۲۹).

يعبر عنه بالصب، فهذا كله يبعد تأويل من حمله على التطيب.

ورأيت عن بعضهم - ولا أحفظه الآن - أن المراد بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة أنها كانت تطيب النبي ﷺ عند الإحرام ، قال : «والغسل من سنن الإحرام» وكأن الطيب حصل عند الغسل، فأشار البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرًا من عادته. انتهى. ويقويه تبويب البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب: «باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب»(١) ثم ساق حديث عائشة: «أنا طيبت رسول الله ﷺ، ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرمًا»، وفي رواية بعدها (٢): «كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي لمعانه في مفرقه على وهو محرم»، وفي رواية أخرى (٣) عنده قبيل هذا الباب (ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا). فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قولها: «ثم طاف على نسائه» لأنه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال، فعرف أنه أغتسل بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته ، لأنه كان علي يحب الطيب ويكثر منه ، فعلى هذا فقوله هنا «من بدأ بالحلاب» أي بإناء الماء الذي للغسل فاستدعى به لأجل الغسل، أو «من بدأ بالطيب» عند إرادة الغسل، فالترجمة مترددة بين الأمرين فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل، وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه، وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه. وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات البخاري. والله أعلم. وعرف من هذا أن قول الإسماعيلي: «وأي معنى للطيب عند الغسل» معترض، وكذا قول ابن الأثير الذي تقدم، وفي كلام غيرهما مما تقدم مؤاخذات لم نتعرض لها لظهورها. والله الهادي للصواب.

(تكميل) أبو عاصم المذكور في الإسنادهو النبيل وهو من كبار شيوخ البخاري، وقد أكثر عنه في هذا الكتاب، لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه واسطة. و(حنظلة) هو ابن أبي سفيان الجمحي. و(القاسم) هو ابن محمدبن أبي بكر.

وقوله: (كان إذا اغتسل) أي إذا أراد أن يغتسل كما تبين من رواية الإسماعيلي.

وقوله: «دعا» أي طلب.

وقوله: (نحو الحلاب) أي إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب، وقد وصفه أبو عاصم

<sup>(</sup>۱) (۱/۲٤۷)، باب۱٤.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٤٧)، كتاب الغسل، ياب٤ ١، ح ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٦٣٩)، كتاب الغسل، باب١٦، ح٢٦٧.

بأنه أقل من شبر في شبر. أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه. وفي رواية لابن حبان: «وأشار أبو عاصم بكفيه»، فكأنه حلق بشبريه يصف به دوره الأعلى، وفي رواية للبيهقي: «كقدر كوزيسع ثمانية أرطال»، وزاد مسلم في روايته لهذا الحديث عن محمد بن المثنى أيضًا بهذا الإسناد بعد قوله: «الأيسر»: «ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه»، فأشار بقوله: «أخذ بكفيه» إلى الغرفة الثالثة كما صرحت به رواية أبى عوانة.

وقوله: (بكفه) وقع في رواية الكشميهني: «بكفيه» بالتثنية.

وقوله: (على وسط رأسه) هو بفتح السين قال الجوهري<sup>(۱)</sup> كل موضع صلح فيه: "بين" فهو وَسُط بالسكون وإن لم يصلح فهو بالتحريك. وفي الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهر، وبذلك ترجم عليه ابن خزيمة والبيهقي. وفيه الاجتزاء بالغسل بثلاث غرفات، وترجم على ذلك ابن حبان، وسنذكر الكلام على قوله: "فقال بهما" في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى.

## ٧-باب الْمَضْمَضَة وَالاسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنابَة

٢٥٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثِنِي سَالِمٌ عَنْ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَ ثَنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنَّبِيُ ﷺ غُسْلًا، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ لَلَّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَ ثَنَا مَيْمُونَةُ قَالَ بِيدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ مَعَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمُ تَنَعَى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِي تَمَضْمَضَ وَاسْتَشْقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ اللهِ ثُمَّ تَنَعَى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِي بِمِنْدِيلِ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.

[تقدم في: ٢٤٩، الأطراف: ٢٤٩، ٢٥٧، ٢٦٠، ٢٦٥، ٢٢٦، ٢٧٤، ٢٧٦

قوله: (باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة) أي في غسل الجنابة، والمرادهل هما واجبان فيه أم لا؟ وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث؛ لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث: «ثم توضأ وضوءه للصلاة». فدل على أنهما للوضوء، وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه، ويحمل ما روي من صفة غسله على الكمال والفضل.

قوله: (حدثنا عمر بن حفص) أي ابن غياث كما ثبت في رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>۱) الصحاح (۳/۱۱۹۸).

قوله: (غُسلاً) بضم أوله أي ماء الاغتسال كما سبق في باب الغسل مرة (١).

قوله: (ثم قال بيده الأرض) كذا في روايتنا، وللأكثر: «بيده على الأرض» وهو من إطلاق القول على الفعل، وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث: «لا حسد إلا في اثنتين» قال فيه في الذي يتلو القرآن: «لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل». وسيأتي في باب نفض اليدين (٢) قريبًا من رواية أبي حمزة عن الأعمش في هذا الموضع: «فضرب بيده الأرض»، فيفسر «قال» هنا بضرب.

قوله (ثم تنحى) أي تحول إلى ناحية.

قوله: (فلم ينفض بها) زاد في رواية كريمة «قال أبو عبدالله: يعني لم يتمسح» وأنث الضمير على إرادة الخرقة لأن المنديل خرقة مخصوصة ، وسيأتي في باب: من أفرغ على يمينه: «قالت ميمونة: فناولته خرقة». وبقية مباحث الحديث تقدمت في باب الوضوء قبل الغسل (٣٠).

# ٨ ـ باب مَسْح الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى

٢٦٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَافِظَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّا وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

[تقدم في: ٢٤٩، الأطراف: ٢٤٩، ٧٥٧، ٢٥٩، ٢٦٦، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٨١]

قوله: (باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى) أي لتصير اليد أنقى منها قبل المسح.

قوله: (حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي) كذا في روايتنا، واقتصر الأكثر على: «حدثنا الحميدي»، و(سفيان) هو ابن عيينة.

قوله: (فغسل فرجه) هذه الفاء تفسيرية وليست تعقبية لأن غسل الفرج لم يكن بعد الفراغ من الاغتسال، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث (٤) أيضًا، ومن فوائد هذا السياق الإتيان فيه

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٦٢٦)، كتاب الغسل، باب٥، ح٧٥٧.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٥٢)، كتاب الغسل، باب١٨، -٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٦١٥)، كتاب الوضوء، باب١، ح ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٦١٥، ٦١٦)، كتاب الغسل، باب١، ح٢٤٩.

ب«ثم» الدالة على ترتيب ما ذكر فيه من صفة الغسل.

# ٩ ـ باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ

وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

/ قوله: (باب هل يدخل الجنب يده في الإناء) أي الذي فيه ماء الغسل (قبل أن يغسلها) أي المخارج الإناء (إذا لم يكن على يده قذر) أي من نجاسة وغيرها (غير الجنابة) أي حكمها، لأن أثرها مختلف فيه فدخل في قوله: «قذر»، وأما حكمها فقال المهلب: أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها؛ لأنه ليس شيء من أعضائه نجسًا بسبب كونه جنبًا.

قسوله (وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده) أي أدخل كل واحد منهما يده، وفي رواية الأبي الوقت: «يديهما» بالتثنية.

قوله: (في الطَّهور) بفتح أوله أي الماء المعد للاغتسال، وأثر ابن عمر وصله سعيد (١) بن منصور بمعناه، وروى عبد الرزاق (٢) عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر، ويجمع بينهما بأن ينز لا على حالين: فحيث لم يغسل كان متيقنًا أن لا قذر في يده، وحيث غسل كان ظائًا أو متيقنًا أن فيها شيئًا، أو غسل للندب و ترك للجواز. وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة (٣) بلفظ: «أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها». وأخرج أيضًا عن الشعبي قال: «كان أصحاب رسول الله عليه يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب».

قوله: (ولم ير ابن عمر وابن عباس) أما أثر ابن عمر فوصله (٤) عبد الرزاق بمعناه، وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة (٥) عنه، وعبد الرزاق من وجه آخر أيضًا عنه، وتوجيه

<sup>(</sup>١) تغلق التعليق (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) المصنف (١/ ٢٥٨، رقم ٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) المصنف (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) المصنف (١/ ٩٢، رقم ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) المصنف (١/ ٧٢).

الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لامتنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله، ويمكن أن يقال: إنما لم ير الصحابي بذلك بأسًا لأنه مما يشق الاحتراز منه، فكان في مقام العفو، كما روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال: ومن يملك انتشار الماء؟ إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا.

٢٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.

[تقدم في: ٢٥٠، الأطراف: ٢٥٠، ٣٦٣، ٧٧٣، ٢٩٩، ٥٩٥٦، ٣٣٩]

قوله: (حدثنا عبدالله بن مسلمة) زاد مسلم: «ابن قعنب».

قوله: (حدثنا) ولكريمة «أخبرنا أفلح» وهو ابن حميد كما رواه مسلم، ولم يخرج البخاري عن أفلح ابن سعيد شيئًا، والقاسم هو ابن محمد، وقد تقدم هذا المتن في باب غسل الرجل مع امرأته (۱) من طريق أخرى مع مغايرة في آخره، وزاد مسلم في آخره: «من الجنابة» أي لأجل الجنابة، ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول سمعت عائشة. . . فذكره وزاد فيه: «وتلتقي» بعد قوله: «تختلف أيدينا فيه»، وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح «تختلف فيه أيدينا» يعني حتى تلتقي، وللبيهقي من طريقه «تختلف أيدينا فيه يعني وتلتقي» وهذا يشعر بأن قوله: «وتلتقي» مدرج، وسيأتي في باب تخليل الشعر (۲) من وجه آخر عنها: «كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعًا» فلعل الراوي قال: «وتلتقي» بالمعنى، ومعنى: «تختلف» أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله، ولمسلم من طريق معاذة عن عائشة «فيبادرني حتى أقول دع لي» زاد النسائي «وأبادره حتى يقول: دعي لي» وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسًا بانغماس الجنب فيه؛ لأنه لافرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه.

وأما توجيه الاستدلال به للترجمة (٣) فلأن الجنب لما جاز له أن يدخل يده في الإناء

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۱۸، ۱۱۹۰)، باید ۲.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٤٩)، كتاب الغسل، باب ١٥ ، ح٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المتواري (ص ١٠٨٠).

ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب دل على أن الأمر بغسل/ يده قبل <u>ا</u> إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة ، بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة .

٢٦٢ ـ حَدَّنَ نَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ».

[تقدم في: ٢٤٨، الأطراف: ٢٥٨، ٢٧٢]

قوله: (حدثنا مسدد قال حدثنا حماد) هو ابن زید، ولم یسمع من حماد بن سلمة، وهشام هو ابن عروة .

قوله: (غسل يده) هكذا أورده مختصرًا، وقد أخرجه أبو داود تامًّا عن مسدد بهذا السند لكن قال: «يديه» بالتثنية وزاد: «يصب على يده اليمنى» أي من الإناء «فيغسل فرجه، يفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. . . » الحديث. وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن حماد بن زيد وسيأتي نحوه من وجوه أخر عن هشام في باب تخليل الشعر<sup>(1)</sup>، قال المهلب: حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد، وحديث هشام \_ يعني هذا \_ على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء ، فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعارض عنهما . انتهى . ويمكن أن يحمل الفعل على الندب ، والترك على الجواز . أو يقال : حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد ، فيحمل المطلق على المقيد لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى .

٢٦٣ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ مِنْ جَنَابَةٍ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

[تقدم في: ٢٥٠، الأطراف: ٢٥٠، ٢٦١، ٢٧٣، ٢٩٩، ٢٥٩٥، ٢٣٣٧]

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي.

قوله: (من جنابة) للكشميهني «من الجنابة» أي لأجل الجنابة.

قوله: (وعن عبد الرحمن بن القاسم) هو معطوف على قوله: «شعبة عن أبي بكر بن حفص » فلشعبة فيه إسنادان إلى عائشة حدثه أحد شيخيه به عن عروة والآخر عن القاسم، وقد وهم من

<sup>(</sup>۱) (۱/۸۶۱)، كتاب الغسل، باب۱۵، ح۲۷۲.

زعم أن رواية عبد الرحمن معلقة، وقد أخرجها أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي الوليد بالإسنادين وقالا: أخرجه البخاري عن أبي الوليد بالإسنادين جميعًا، وكذا قال أبو مسعود وغيره في الأطراف (١).

قوله: (مثله) أي مثل المتن المذكور، وللأصيلي: «بمثله» بزيادة موحدة في أوله.

٢٦٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاثِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةً: «مِنَ الْجَنَابَةِ».

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي أيضًا، وهذا إسناد ثالث له عن شعبة أيضًا في هذا المتن، لكن من طريق صحابي آخر، وهذا الإسناد بعينه تقدم لمتن آخر في باب علامة الإيمان<sup>(٢)</sup>.

قوله: (والمرأة) يجوز فيه الرفع على العطف والنصب على المعية واللام فيها للجنس. قوله: (زادمسلم) هو ابن إبراهيم وهو من شيوخ البخاري.

قوله (ووهب) زاد الأصيلي وأبو الوقت «ابن جرير» أي ابن حازم وبذلك جزم أبو نعيم وغيره، ووقع في رواية أبي ذر ووهيب بالتصغير، وأظنه وهمًا؛ فإن الحديث وجد بعد تتبع كثير من رواية وهب بن جرير ولم نجده من رواية وهيب بن خالد، ووهب بن جرير من الرواة \_\_\_ عن شعبة، وأما وهيب فهو من أقرانه، ومراد/ البخاري أن مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد فزادا في آخره «من الجنابة»، وقد أخرجه الإسماعيلي (٣) من رواية وهب بن جرير بدون هذه الزيادة . والله أعلم .

# ٠ ١ ـ باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُصُوء

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ

٢٦٥ ـ حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبَ قَالَ: حَدَّثَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَ نَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ الْبَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْدُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْدُ

تحفة الأشراف (١٢/ ٢٣٣، - ١٧٣٦٧)، (٢/ ٢٧٠، - ١٧٤٩٣).

<sup>(</sup>١/ ١٢١)، كتاب الإيمان، باب١٠، ح١٧. **(Y)** 

تغليق التعليق (١/ ١٥٥ ـ ١٥٦).

مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

[تقدم في: ٢٤٩، الأطراف: ٢٤٩، ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٨١]

قوله: (باب تفريق الغسل والوضوء) أي جوازه، وهو قول الشافعي في الجديد، واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه، فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقها، ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر. وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة. وقال ربيعة ومالك: من تعمد ذلك فعليه الإعادة، ومن نسي فلا، وعن مالك: إن قرب التفريق بنى وإن طال أعاد، وقال قتادة والأوزاعي: لا يعيد إلا إن جف، وأجازه النخعي مطلقًا في الغسل دون الوضوء، ذكر جميع ذلك ابن المنذر، وقال: ليس مع من جعل الجفاف حدًا لذلك حجة، وقال الطحاوي: الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة.

قوله: (ويذكر عن ابن عمر) هذا الأثر رويناه في الأم (١) عن مالك عن نافع عنه ، لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه ، ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى ، والإسناد صحيح ، فيحتمل أنه إنما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى ، قال الشافعي : لعله قد جف وضوءه لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد .

قوله: (حدثنا محمد بن محبوب) هو البصري، وعبد الواحد هو ابن زياد البصري، وقد تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة (٢) وسياقهما واحد غالبًا، إلا أن في ذلك «ثم تحول من مكانه» وفي هذا «تنحى من مقامه» وهما بمعنى، وأبدى الكرماني (٣) من هذا احتمال أن يكون اغتسل قائمًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الأم (١/ ٧٦، كتاب الطهارة، باب تقديم الوضوء). قال الحافظ في التغليق (١/ ١٥٧) بعد أن ساق إسناد أبي أحمد الحاكم: وهذا إسناد صحيح، ما أدري، لم لم يجزم به البخاري؟! ثم تبين لي أن ذلك لذكره له بالمعنى.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٢٦)، كتاب الغسل، باب٥، ح٢٥٧.

<sup>.(</sup>۱۲۷/۳) (۳)

### ١١ - باب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسُل

٢٦٦ \_ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلًا وَسَتَرْتُهُ ، فَصَبُّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَّلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن \_ قَالَ سُلَيْمَانُ: لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ النَّالِثَةَ أَمْ لاَ؟ ـ ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بالأرْض أَوْ بالْحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَكَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا.

[تقدم في: ٢٤٩، الأطراف: ٢٤٩، ٢٦٠، ٢٦٥، ٢٧٤، ٢٨١]

قوله: (باب من أفرغ) هذا الباب مقدم عند الأصيلي وابن عساكر على الذي قبله، واعترض - على المصنف/ بأن الدعوي أعم من الدليل، والجواب أن ذلك في غسل الفرج بالنص وفي غيره ٣٧٦ بما عرف من شأنه أنه كان يحب التيامن كما تقدم، ومحله هنا فيما إذا كان يغترف من الإناء، قاله الخطابي (١)، قال: فأما إذا كان ضيقًا كالقمقم فإنه يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه.

قوله: (حدثنا موسى بن إسماعيل) تقدم هذا الحديث من روايته أيضًا في باب الغسل مرة<sup>(٢)</sup> لكن شيخه هناك عبدالواحدوهنا أبوعوانة وهو الوضاح البصري.

قوله: (وسترته) زادابن فضيل عن الأعمش «بثوب» والواو فيه حالية.

قوله: (فصب) قيل هو معطوف على محذوف، أي: فأراد الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء فصب على يده، قاله الكرماني (٣)، ولا يتعين ما قاله، بل يحتمل أن يكون الوضع معقبًا بالصب على ظاهره، والإرادة والكشف يمكن كونهما وقعا قبل الوضع، والأخذ هو عين الصب هنا، والمعنى: وضعت له ماءً فشرع في الغسل، ثم شرحت الصفة.

قوله: (قال سليمان) أي الأعمش، وقائل ذلك أبو عوانة، وفاعل «أذكر» سالم بن أبي الجعد، وقد تقدم من رواية عبد الواحد (٤) وغيره عن الأعمش: «فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا» ولابن فضيل عن الأعمش: «فصب على يديه ثلاثًا» ولم يشك، أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، فكأن الأعمش

الأعلام (١/٣٠٣، ٣٠٤). (1)

<sup>(</sup>١/ ٦٢٦)، كتاب الغسل، باب٥، ح٧٥٧. (٢)

**<sup>(</sup>٣)** 

<sup>(</sup>١/ ٦٢٦)، كتاب الغسل، باب٥، ح٧٥٧. (1)

كان يشك فيه ثم تذكر فجزم لأن سماع ابن فضيل منه متأخر.

قوله: (ثم تمضمض) وللأصيلي «مضمض» بغير تاء.

قوله: (وغسل قدميه)كذا لأبي ذر، وللأكثر (فغسل) بالفاء.

قوله: (فقال بيده) أي أشار، وهو من إطلاق القول على الفعل كما تقدم مثله.

قوله: (ولم يردها) بضم أوله وإسكان الدال من الإرادة، والأصل «يريدها» لكن جزم بـ (لم)، ومن قالها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صحف وأفسد المعنى، وقد حكى في المطالع أنها رواية ابن السكن قال: وهي وهم، وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد وقال في آخره: «فقال هكذا، وأشار بيده أن لا أريدها» وسيأتي في رواية أبي حمزة (١) عن الأعمش «فناولته ثوبًا فلم يأخذه». والله أعلم.

## ١٢ ـ باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ

٢٦٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا.

[الحديث: ٢٦٧، طرفه في: ٢٧٠]

قوله: (بابإذا جامع ثم عاد) أي ما حكمه، وللكشميهني «عاود» أي الجماع، وهو أعم من أن يكون لتلك المجامعة أو غيرها، وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب ويدل على استحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع: «أنه على طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدًا قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر» واختلفوا في الوضوء بينهما فقال أبو يوسف: لا يستحب، وقال الجمهور: يستحب، وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر: يجب، واحتجوا بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله على: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا» أخرجه مسلم من طريق أبي حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عنه.

وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي/ فقال: المراد به \_\_\_\_\_ غسل الفرج، ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال:

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۵۲)، كتاب الغسل، باب۱۸ ، ح۲۷۲.

"فليتوضأ وضوءه للصلاة" وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهويه، فقد نقل ابن المنذر عنه أنه قال: لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود، ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور كرواية ابن عيينة وزاد "فإنه أنشط للعود" فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب، ويدل أيضًا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: "كان النبي على ثم يعود ولا يتوضأ".

قوله: (ويحيى بن سعيد) هو القطان، وينبغي أن يثبت في القراءة قبل قوله: «عن شعبة» لفظ: «كلاهما» لأن كلاً من ابن أبي عدي ويحيى رواه لمحمد بن بشار عن شعبة وحذف «كلاهما» من الخط اصطلاح.

قوله: (ذكرته) أي قول ابن عمر المذكور بعد باب (١) وهو قوله: «ما أحب أن أصبح محرمًا أنضخ طيبًا» وقد بينه مسلم في روايته عن محمد بن المنتشر قال: «سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرمًا» فذكره وزاد «قال ابن عمر: لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك» وكذا ساقه الإسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار، فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلومًا عند أهل الحديث في هذه القصة ، أو حدثه به محمد ابن بشار مختصرًا.

قوله: (أبا عبد الرحمن) يعني ابن عمر، استرحمت له عائشة إشعارًا بأنه قد سها فيما قاله، إذ لو استحضر فعل النبي الله لله يقل ذلك.

قوله: (فيطوف) كناية عن الجماع، وبذلك تظهر مناسبة الحديث للترجمة، وقال الإسماعيلي، يحتمل أن يراد به الجماع، وأن يراد به تجديد العهد بهن. قلت: والاحتمال الأول يرجحه الحديث الثاني لقوله فيه: «أعطي قوة ثلاثين» و «يطوف» في الأول مثل «يدور» في الثاني.

قوله: (ينضخ) بفتح أوله وبفتح الضاد المعجمة وبالخاء المعجمة، قال الأصمعي: النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة، وسوسى بينهما أبو زيد، وقال ابن كيسان: إنه بالمعجمة لما ثخن، وبالمهملة لما رق. وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام، قال الإسماعيلي: بحيث أنه صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء، وسنذكر حكم هذه المسألة

<sup>(</sup>١) (١/ ٦٤٧)، كتاب الغسل، باب١٤، - ٢٧٠.

في كتاب الحج<sup>(١)</sup> إن شاء الله تعالى.

٢٦٨ حدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامٍ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَ نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَاثِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةً . قَالَ: قُلْتُ لأنَسِّ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أَعْطِيَ قُوَّةً ثَلَاثِينَ . وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: تِسْعُ نِسْوَةٍ.

[الحديث: ٢٦٨، أطرافه في: ٢٨٤، ٢٨٨، ٥٠١٥]

قوله: (معاذبن هشام) هو الدستوائي، والإسناد كله بصريون.

قوله: (في الساعة الواحدة) المرادبها قدر من الزمان، لا ما اصطلح عليه أصحاب الهيئة.

قوله: (من الليل والنهار) الواو بمعنى: «أو» جزم به الكرماني (٢)، ويحتمل أن تكون على بابها بأن تكون تلك الساعة جزءًا من آخر أحدهما ، وجزءًا من أول الآخر .

قوله: (وهن إحدى عشرة) قال ابن خزيمة: تفرد بذلك معاذبن هشام عن أبيه، ورواه سعيد ابن أبي عروبة وغيره عن قتادة فقالوا: «تسع نسوة». انتهى. وقد أشار البخاري إلى رواية سعيد ابن أبي عروبة فعلقها هنا، ووصلها/ بعداثني عشر بابًا<sup>(٣)</sup> بلفظ: «كان يطوف على نسائه في \_\_\_\_ الليلة الواحدة ، وله يومئذ تسع نسوة» وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين، لكنه وهم في قوله: «إن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة»، وموضع الوهم منه أنه على عائشة بالمدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة، وحفصة، وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة والرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة، ثم جويرية في السادسة، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة، وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور، واختلف في ريحانة \_ وكانت من سبي بني قريظة \_ فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء في ملكه، والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشر، وكذا ماتت

<sup>(</sup>۱) (٤/٧٤)، كتاب الحج، باب١٨، ح١٥٣٨.

<sup>.(17./</sup>٣).

<sup>(</sup>١/٦٦٣)، كتاب الغسل، باب٢٤، ح٢٨٤.

زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل، قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة.

فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه، فرجحت رواية سعيد، لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ: «نسائه» تغليبًا، وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جمعها من اطلع عليه من أزواجه ممن دخل بها أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد عليها فبلغت ثلاثين، وفي المختارة من وجه آخر عن أنس «تزوج خمس عشرة: دخل منهن بإحدى عشرة ومات عن تسع»، وسرد أسماء هن أيضًا أبو الفتح اليعمري ثم مغلطاي فزدن على العدد الذي ذكره الدمياطي، وأنكر ابن القيم ذلك، والحق: أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الأسماء، وبمقتضى ذلك تنقص، العدة. والله أعلم.

قوله: (أو كان) بفتح الواو، هو مقول قتادة والهمزة للاستفهام ومميز ثلاثين محذوف أي: ثلاثين رجلاً، ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى من معاذبن هشام «أربعين» بدل ثلاثين، وهي شاذة من هذا الوجه، لكن في مراسيل طاوس مثل ذلك، وزاد «في الجماع»، وفي صفة الجنة لأبي نعيم من طريق مجاهد مثله وزاد «من رجال أهل الجنة»، ومن حديث عبد الله بن عمرو رفعه «أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع» وعند أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه: «إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة في الأكل والشرب والجماع والشهوة» فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة آلاف.

قوله: (وقال سعيد) هو ابن أبي عروبة ، كذا للجميع ، إلا أن الأصيلي قال: إنه وقع في نسخة الشعبة ابدل سعيد قال: الوفي عرضنا على أبي زيد بمكة : سعيد اقال أبو علي الجياني (۱) وهو الصواب. قلت: وقد ذكرنا قبل أن المصنف وصل رواية سعيد (۲) ، وأما رواية شعبة لهذا الحديث عن قتادة فقد وصلها الإمام أحمد (۳) ، قال ابن المنير: ليس في حديث دورانه على المحديث عن كل فعلة غسلاً . قال: والاحتمال في خلال ذلك عن كل فعلة غسلاً .

<sup>(</sup>١) تقييدالمهمل (٢/ ٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٦٣)، كتاب الغسل، باب ٢٤، م ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) المسند (٣/ ١٦٦)، وفيه: سعيد، وفي الأطراف لابن حجر (١/ ٤٦٧)، رقم ١ (٨) شعبة، بدل: سعيد.

قلت: التقييد بالليلة ليس صريحًا في حديث عائشة، وأما حديث أنس فحيث جاء فيه التصريح بالليلة قيد الاغتسال بالمرة الواحدة، كذا وقع في روايات للنسائي وابن خزيمة وابن حبان، ووقع التقييد بالغسل الواحد من غير ذكر الليلة في روايات أخرى لهم ولمسلم، وحيث جاء في حديث أنس التقييد بالساعة لم يحتج إلى تقييد الغسل بالمرة؛ لأنه يتعذر أو يتعسر، وحيث جاء فيها تكرار المباشرة والغسل معًا، وعرف من هذا أن قوله في الترجمة: "في غسل واحد» أشار به إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصًا فيما أخرجه كما جرت به/ عادته، ويحمل المطلق في حديث عائشة على المقيد في حديث أنس ليتوافقا، ومن المرتمعة في الساعة أو الليلة الواحدة عود الجماع كما ترجم به، والله أعلم.

واستدل به المصنف في كتاب النكاح (١) على استحباب الاستكثار من النساء، وأشار فيه الى أن القسم لم يكن واجبًا عليه، وهو قول طوائف من أهل العلم، وبه جزم الإصطخري من الشافعية، والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب، ويحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث، فقيل: كان ذلك برضا صاحبة النوبة كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة، ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة، وقيل: كان ذلك عند إقباله من سفر؛ لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها فإذا انصرف استأنف، وهو أخص من الاحتمال الثاني، والأول أليق بحديث عائشة وكذا الثاني، ويحتمل أن يكون ذلك كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها. وأغرب ابن العربي فقال: إن الله خص نبيه بأشياء، منها أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق، يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوبة، وكانت تلك الساعة بعد العصر، فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب. ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلاً (٢).

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما أعطي النبي ﷺ من القوة على الجماع، وهو

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۳۲۸)، كتاب النكاح، باب كثرة النساء، ح٥٠٦٨.

<sup>(</sup>۲) تراجع الحافظ عن بعض ما استدرك على ابن العربي، فقال في (۱۱/ ٢٦١، كتاب النكاح، باب ٢٠١، ح ٥٢١٥): وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم، وهي بعد العصر، وقلتُ إني لم أجد لذلك دليلاً، ثم وجدت حديث عائشة الذي في الباب بعد هذا بلفظ: «كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن . . . » الحديث، وليس فيه بقية ما ذكر من أن تلك الساعة هي التي لم يكن القسم واجبًا عليه فيها، وأنه ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة واحدة على تلك الساعة، ويرد عليه قوله في حديث أنس: «كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة . . . ».

دليل على كمال البنية وصحة الذكورية، والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها، وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب، ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات، واستدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء بناء على أن المراد بالزائدتين على التسع مارية وريحانة، وقد أطلق عي الجميع لفظ نسائه، تعقب بأن الإطلاق المذكور للتغليب كما تقدم فليس فيه حجة لما ادعى، واستدل به ابن المنير على جواز وطء الحرة بعد الأمة من غير غسل بينهما ولا غيره، والمنقول عن مالك أنه لا يتأكد الاستحباب في هذه الصورة، ويمكن أن يكون ذلك وقع لبيان الجواز فلا يدل على عدم الاستحباب.

## ١٣ - باب غَسْلِ الْمَذْي وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

٢٦٩ ـ حَدَّثَ نَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَ نَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيِّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ ـ فَسَأَلَ، فقَالَ: «تَوَطَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ».

[تقدم في: ١٣٢، الأطراف: ١٣٢، ١٧٨]

قوله: (باب غسل المذي والوضوء منه) أي بسببه، وفي (المذي) لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء، ثم بكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يحس بخروجه.

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي.

قوله: (عن أبي عبدالرحمن) هو السلمي.

قوله: (مذاء) صيغة مبالغة من المذي، يقال: مذى يمذي مثل مضى يمضي ثلاثيًا، ويقال أيضًا: أمذى يمذي بوزن أعطى يعطي رباعيًا.

قوله: (فأمرت رجلاً) هو المقداد بن الأسود كما تقدم في باب الوضوء من المخرجين (١) من وجه آخر ، وزاد فيه «فاستحييت أن أسأل».

قوله: (لمكان ابنته) في رواية مسلم من طريق ابن الحنفية عن علي «من أجل فاطمة» رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) (١/ ٤٨٥)، كتاب الوضوء، باب ٣٤، - ١٧٨.

قوله: (توضأ) هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه، ويحتمل أن يكون سأل لمبهم أو لعلي فوجّه النبي على الخطاب إليه، والظاهر أن عليًا كان حاضر السؤال، فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد، ويؤيده ما/ في رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش المي حصين في هذا الحديث عن علي قال: «فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله، فسأله»، ٢٨٠ ووقع في رواية مسلم: «فقال: يغسل ذكره ويتوضأ» بلفظ الغائب، فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهر، ففي مسلم أيضًا: «فسأله عن المذي يخرج من الإنسان»، وفي الموطأ نحوه، ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق حصين بن قبيصة عن علي قال: «كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى من طريق حصين بن قبيصة عن علي قال: «كنت رجلاً مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، فقال النبي علي قال: «كنت رواية لأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف أن وقع له نحو ذلك، وأنه سأل عن ذلك بنفسه، ووقع في رواية للنسائي أن عليًا قال: «أمرت عمارًا أن يسأل» وفي رواية لأبن حبان والإسماعيلي أن عليًا قال: «سألت».

وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليًا أمر عمارًا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه. وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرًا لقوله: "إنه استحيى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة" فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي (١). ويؤيد أنه أمر كلا من المقداد وعمارًا بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال: "تذاكر علي والمقداد وعمار المذي فقال علي: إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي على أنه سأله أحد الرجلين وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضًا لكونه قصده، لكن تولى المقداد الخِطَاب دونه. والله أعلم.

واستدل بقوله ﷺ: «توضأ» على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره وهو إجماع، وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول كما تقدم استدلال المصنف به في باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (٢). وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوابو جوب الوضوء بمجرد خروجه، ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>۱) المنهاج (٣/ ٢١٢\_٢١٣).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٨٥)، كتاب الوضوء، باب٣٤، ح١٧٨.

أبي ليلي عن علي قال: سئل النبي ﷺ عن المذي فقال: «فيه الوضوء وفي المني الغسل»، فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء ، لا أنه يوجب الوضوء بمجرده .

قوله: (واغسل ذكرك) هكذاً وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة (١) نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد، وهي رواية الإسماعيلي، فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحاثل، واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلابه، وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم<sup>(٢)</sup>، وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار إلحاقًا له بالبول<sup>(٣)</sup> وحملاً للأمر بغسله على الاستحباب أو على أنه خرج مخرج الغالب وهذا المعروف في المذهب.

واستدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملاً بالحقيقة، لكن الجمهور نظروا إلى المعني، فإن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج فلا تجب المجاوزة إلى غير محله، ويؤيده ما عند الإسماعيلي في رواية «فقال: توضأ واغسله» فأعاد الضمير على المذي، ونظير هذا قوله: «من مس ذكره فليتوضأ» فإن النقض لا يتوقف على مس جميعه، واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه هل هو معقول المعنى أو للتعبد؟ فعلى الثاني تجب \_\_\_\_ / النية فيه. قال الطحاوي: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله بل ليتقلص فيبطل خروجه كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع بخروجه.

واستدل به أيضًا على نجاسة المذي وهو ظاهر، وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول بعضهم: إن المذي من أجزاء المني رواية بطهارته. وتُعُقِّبَ بأنه لو كان منيّا لوجب الغُسُل منه. واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة الجسد، بخلاف صاحب السلس فإنه ينشأ عن علة في الجسد، ويمكن أن يقال: أمر الشارع

<sup>(</sup>١) (ص: ١٥، ح٢٥).

<sup>(7) (7/717).</sup> 

الصواب ما قاله ابن دقيق العيد من تعين الماء في غسل المذي عملاً بظاهر الحديث، ويؤيده ما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود، عن علي، عن النبي ﷺ أمره أن يغسل ذكره وأنثييه، وهذا حكم يخص المذي دون البول. والله أعلم. [ابن باز].

بالوضوء منه ولم يستفصل فدل على عموم الحكم.

واستدل به على قبول خبر الواحد، وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع. وفيهما نظر، لما قدمناه من أن السؤال كان بحضرة على، ثم لو صح أن السؤال كان في غيبته لم يكن دليلاً على المدعي لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر فترقيه عن الظن إلى القطع. قاله القاضي عياض، وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل وهي كثيرة تقوم الحجة بجملتها لا بفرد معين منها. وفيه: جواز الاستنابة في الاستفتاء، وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله. وفيه: ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي وتوقيره. وفيه: استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيي منه عرفًا، وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها، وقد تقدم استدلال المصنف به في العلم (١) لمن استحيى فأمر غيره بالسؤال، لأن فيه جمعًا بين المصلحتين: استعمال الحياء، وعدم التفريط في معرفة الحكم.

# ١٤ - بَابِ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

٢٧٠ حَدَّثَ نَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

[الحديث: ۲۷۰، تقدم في: ۲۶۷]

٢٧١ \_ حَدَّثَ نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَ نَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَ نَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[الحديث: ٢٧١، أطرافه في: ١٥٣٨، ١٥٣٨، ٥٩١٣]

قوله: (باب من تطيب ثم اغتسل) تقدم الكلام على الحديث قبل باب (٢)، وموضع الاستدلال به أن قولها: «طاف في نسائه» كناية عن الجماع، ومن لازمه الاغتسال، وقد ذكرت

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۹۹)، كتاب العلم، باب ٥١، - ١٣٢.

<sup>(1) (1/</sup> ۱۳۲ ، ۱۶۲).

أنها طيبته قبل ذلك، وأنه أصبح محرمًا. ومن فوائده أيضًا وقوع رد بعض الصحابة على بعض بالدليل، واطلاع أزواج النبي على على ما لا يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة، وخدمة الزوجات لأزواجهن، والتطيب عند الإحرام وسيأتي في الحج (١١). وقال ابن بطال (٢): فيه أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع.

قوله: (حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة، هو وشيخه إبراهيم النخعي وشيخه الأسود بن يزيد فقهاء كوفيون تابعيون.

المسلم الموحدة بعدها/ ياء تحتانية ثم صادمهملة ، هو البريق ، وقال الإسماعيلي: وبيص ، الطيب تلألؤه وذلك لعين قائمة لا للريح فقط .

قوله: (مفرق) بفتح الميم وكسر الراء ويجوز فتحها. ودلالة هذا المتن على الترجمة إما لكونها قصة واحدة، وإما لأن من سنن الإحرام الغسل عنده، ولم يكن النبي على يدعه. وفيه: أن بقاء الطيب على بدن المحرم لا يضر بخلاف ابتدائه بعد الإحرام.

## ٥١ - باب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بِشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

٢٧٢ ـ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

[تقدم في: ٢٤٨، الأطراف: ٢٤٨، ٢٢٢]

قوله: (باب تخليل الشعر) أي في غسل الجنابة.

قوله: (عبدالله) هو ابن المبارك.

قوله: (إذا اغتسل) أي أراد أن يغتسل.

قوله: (إذاظن) يحتمل أن يكون على بابه ويكتفي فيه بالغلبة ، ويحتمل أن يكون بمعنى علم .

قوله (أروى) هو فعل ماض من الإرواء، يقال أرواه إذا جعله ريانًا، والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر.

<sup>(</sup>١) (٤١٣/٤)، كتاب الحج، باب ١٨م ١٥٣٨.

<sup>.(</sup>Y) (1\0AT).

قوله: (أفاض عليه) أي على شعره.

قوله: (ثم غسل سائر جسده) أي بقية جسده، وقد تقدم من رواية مالك عن هشام في أول كتاب الغسل (١) هنا «على جلده كله» فيحتمل أن يقال: إن(سائر) هنا بمعنى الجميع جمعًا بين الروايتين. وبقية مباحث الحديث تقدمت هناك.

٢٧٣ ـ وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا . [ ٢٧٣ ـ وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا . [ ٣٣٣ ـ ٥٩٥٦ ، ٢٩٩ ، ٢٦٣ ]

قوله: (وقالت) أي عائشة، وهو معطوف على الأول فهو متصل بالإسناد المذكور. قوله: (نغرف) بإسكان المعجمة بعدها راء مكسورة، وله في الاعتصام<sup>(٢)</sup> «فنشرع فيه جميعًا» وقد تقدمت مباحثه في باب: هل يدخل الجنب يده في الطهور (٣).

# ١٦ ـ باب مَنْ تَوَضَّاً فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدُ غَسْلَ مَوَاضِع الْوُصُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

٢٧٤ \_ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِم عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَوْضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكُفَأُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاقًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ - أَوْ الْجَنَابَةِ، فَأَكُفَأُ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاقًا، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْحَاثِطِ \_ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنْحَى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ. الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنْحَى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ.

قوله: (باب من توضأ في الجنابة) سقط من أو اخر الترجمة لفظ «منه» من رواية غير أبي ذر. قوله: (أخبرنا) ولأبي ذر (حدثنا الفضل).

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۱۲)، كتاب الغسل، باب ۱، ح ۲٤٨.

<sup>(</sup>۲) (۲۱۷/۱۷)، كتاب الاعتصام، باب ۱ ۱، ح ۷۳۳۹.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٦٣٤، ٦٣٣)، كتاب الغسل، باب٩.

«لرسول الله» بزيادة اللام أي لأجله «وضوء» بالرفع والتنوين.

قوله: (فكفأ) ولغير أبي ذر (فأكفأ) أي قلب.

قوله: (على يساره) كَذَا للاكثر، وللمستملي وكريمة «على شماله».

قوله: (ضرب يده بالأرض) كذا للأكثر، وللكشميهني «ضرب بيده الأرض».

قوله: (ثم غسل جسده) قال ابن بطال (١): حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة؛ لأن فيه (ثم غسل سائر جسده) وأما حديث الباب ففيه (ثم غسل جسده) فدخل في عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله: (ولم يعد غسل مواضع الوضوء) وأجاب ابن المنير (٢) بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام يخص أعضاء الوضوء فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطي ذلك. اهد. ولا يخفى تكلُفُه. وأجاب ابن التين بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية: (ثم غسل جسده) أي ما بقي من جسده، بدليل الرواية الأخرى. وهذا فيه نظر ؛ لأن هذه القصة غير تلك القصة كما قدمنا في أوائل الغسل. وقال الكرماني (٣): لفظ (جسده) شامل لجميع أعضاء البدن فيحمل عليه الحديث السابق، أو المراد هناك بسائر جسده أي باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء.

قلت: ومن لازم هذا التقرير أن الحديث غير مطابق للترجمة، والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله: «ثم غسل جسده» على المجاز، أي: ما بقي بعدما تقدم ذكره، ودليل ذلك قوله بعد: «فغسل رجليه» إذ لو كان قوله: «غسل جسده» محمولاً على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانيًا؛ لأن غسلهما كان يدخل في العموم، وهذا أشبه بتصرفات البخاري، إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. واستنبط ابن بطال (٤) من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. واستنبط ابن بطال (١) من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غُسل الجمعة عن غُسل الجنابة، وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثًا. والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده، وهي دعوى مردودة ؛ لأن ذلك يختلف باختلاف وأجزأ مع ذلك عن غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته تم غسله، وإلا فلا يصح البناء

<sup>(1) (1/ ₽</sup>٨٣).

<sup>(</sup>٢) المتواري (ص: ٧٩).

<sup>(170 /7) (7)</sup> 

<sup>(3) (1/</sup> ۸۸۳).

المذكور. والله أعلم.

قوله: (ينفض الماء بيده) سقط «الماء» من غير رواية أبي ذر، وللأصيلي «فجعل ينفض بيده»، وباقي مباحث المتن تقدم في أوائل الغسل (١). والله المستعان.

### ١٧ ـ باب إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ خَرَجَ كَمَا هُوَ وَلا يَتَيَمَّمُ

٧٧٥ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَعُدِّلَتِ الصَّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ» ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُوهُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

[الحديث: ٢٧٥، طرفاه في: ٦٣٩، ٦٤٠]

قوله: (باب إذا ذكر) أي تذكر الرجل، وهو (في المسجد أنه جنب خرج)، ولأبي ذر وكريمة «يخرج» (كما هو) أي على حاله.

قوله: (ولا يتيمم) إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة، وهو منقول عن الثوري وإسحاق، / وكذا قال بعض المالكية فيمن نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج، وورد للاذكر؟ بمعنى تذكر من الذكر بضم الذال كثيرًا، وإن كان المتبادر أنه من الذكر بكسرها، وقوله: لاخرج كما هو الله قال الكرماني (٢٠): هذه الكاف كاف المقارنة لا كاف التشبيه، كذا قال، وعلى التنزل فالتشبيه هنا ليس ممتنعًا؛ لأنه يتعلق بحالته، أي خرج في حالة شبيهة بحالته التي قبل خروجه فيما يتعلق بالمحدث لم يفعل ما يرفعه من غسل أو ما ينوب عنه من التيمم.

قوله: (حدثنا عبدالله بن محمد) هو الجعفى ، و (يونس) هو ابن يزيد.

قوله: (وعدلت) أي سويت، وكان من شأن النبي ﷺ أن لا يُكبِّر حتى تستوي الصفوف.

قوله: (فلما قام في مصلاه ذكر) أي تذكر، لا أنه قال ذلك لفظًا، وعلم الراوي بذلك من قرائن الحال أو بإعلامه له بعد ذلك، وبين المصنف في الصلاة (٣) من رواية صالح بن كيسان

<sup>(1) (1/315</sup>\_715).

<sup>(1) (7/171).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٤٦٥)، كتاب الأذان، باب٢٤، ح ٦٣٩.

عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يكبر النبي على الصلاة.

قوله: (فقال لنا: مكانكم) بالنصب أي: الزموامكانكم، وفيه إطلاق القول على الفعل، فإن في رواية الإسماعيلي «فأشار بيده أن مكانكم» ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة.

قوله: (ورأسه يقطر) أي من ماء الغسل، وظاهر قوله: «فكبر» الاكتفاء بالإقامة السابقة، فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة. وسيأتي مع بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل أبواب صلاة الجماعة بعد أبواب الأذان (١١) إن شاء الله تعالى.

قوله: (تابعه عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى البصري، وروايته موصولة عند الإمام أحمد (٢) عنه، وقد تابع عثمان بن عمر راويه عن يونس عبد الله بن وهب عند مسلم (٣)، وهذه متابعة تامة.

قوله: (ورواه الأوزاعي) روايته موصولة عند المؤلف في أواثل أبواب الإمامة (على الله المرامة) كما سيأتي، وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله (تابعه) وبين قوله (رواه) كون المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناه، وليس كما ظن بل هو من التفنن في العبارة.

#### ١٨ - باب نَفْضِ الْيكَيْنِ مِنَ الْغُسْل عَنِ الْجَنابَةِ

٢٧٦ - حَدَّثَ نَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَيْلَةٌ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِتَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِتَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَعَى فَغَسَلَ قَدْمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثُوبًا فَلَمْ يَأْخُذُهُ، فَانْطَلَقَ وَهُو يَنْفُضُ يَدَيْهِ.

[تقدم في: ٢٤٩، الأطراف: ٢٤٩، ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٤]

قوله: (باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة) كذا لأبي ذر وكريمة، وللباقين «من غسل الجنابة».

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۲۶ ـ ۲۲۷)، كتاب الأذان، باب ۲، ۲۰، ۱۳۹، ۲۶۰.

<sup>(</sup>Y) Ilamic (Y/POY).

<sup>(</sup>٣) انظر: تغليق التعليق (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٧٦٤)، كتاب الأذان، باب ٢٥، ح ٢٥٠.

قوله: (أخبرنا أبو حمزة) هو السكري.

قوله: (فانطلق وهو ينفض يديه) استدل به على جواز نفض ماء الغسل والوضوء، وقد تقدم ذلك في أوائل الغسل<sup>(1)</sup>. وهو ظاهر. وفي هذا الإسناد مروزيان: عبدان وشيخه، وكوفيان الأعمش وشيخه، ومدنيان كريب وشيخه، وفيما قبله بباب كذلك؛ لأن يوسف بن عيسى وشيخه مروزيان، وفيما قبل ذلك بصريان: موسى وأبو عوانة، وكذا موسى وعبد الواحد، وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد، وفيما قبل أيضًا مَكِيًّان: الحميدي وسفيان، وكلهم رووه عن الأعمش بالإسناد المذكور.

### ١٩ - باب مَنْ بكَ أَبِشِقٌ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ

٢٧٧ \_ حَدَّثَ نَا خَلادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعَ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ مُسْلِم عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ/ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذُتْ بِيَدَيْهَا ثَلاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ \_ \_\_\_\_\_\_ بنتِ شَيْبَةَ عَنْ/ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذُتْ بِيَدَيْهَا ثَلاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ \_ \_\_\_\_\_\_ بنتِ شَلْهَا الأَيْسَرِ. تَأْخُذُ بِيَدِهَا الأَيْسَرِ، وَبِيَدِهَا الأَخْرَى عَلَى شِقَّهَا الأَيْسَرِ.

قوله: (باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل) تقدم مثل ذلك في باب من بدأ بالحلاب (٢).

قوله: (حدثنا خلاد بن يحيى) هذا من كبار شيوخ البخاري، وهو كوفي سكن مكة، ومن فوقه إلى عائشة مكيون.

قوله: (عن صفية) وللإسماعيلي «أنه سمع صفية» وهي من صغار الصحابة، وأبوها شيبة هو ابن عثمان الحجبي العبدري صحابي مشهور.

قوله: (أصاب) ولكريمة «أصابت» (إحدانا) أي أزواج النبي على وللحديث حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبي على ذلك، وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي «كنا نفعل كذا» حكم الرفع سواء صرح بإضافته إلى زمنه على أم لا، وبه جزم الحاكم.

قوله: (أخذت بيديها) ولكريمة «بيدها» أي الماء، وصرح به الإسماعيلي في روايته.

قوله: (فوق رأسها) أي فصبته فوق رأسها، وللإسماعيلي «أخذت بيديها الماء ثم صبت على رأسها».

<sup>(</sup>١) (١/ ٦١٥)، كتاب الغسل، باب١، ح٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٢٧)، كتاب الغسل، باب٦، ح٢٥٨.

قوله: (وبيدها الأخرى) في رواية الإسماعيلي «ثم أخذت بيدها» وهي أدل على الترتيب من رواية المصنف، وإن كان لفظ «الأخرى» يدل على أن لها أولى وهي متأخرة عنها. فإن قيل: الحديث دال على تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه فكيف يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني (۱) بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيطابق، والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما سبق في باب: من بدأ بالحلاب (۲)، وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن. والله أعلم.

# ٢-بَابِ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ وَقَالَ بَهْزُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (اللَّهُ أَحَقُ أَنْ يُسْنَخْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ»

٢٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «كَانَتْ بنُو إِسْرَاثِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، وكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلا أَنَّهُ آدَرُ . فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى فِي إِنْرِهِ يَقُولُ : فَوْبِي يَا حَجَرُ . حَتَّى فَوَضَعَ ثَوْبِهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِنْرِهِ يَقُولُ : فَوْبِي يَا حَجَرُ . حَتَّى نَظَرَتْ بنُو إِسْرَاثِيلَ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا : وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ . وَأَخَذَ ثَوْبِهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَدْ بَأُسٍ . وَأَخَذَ ثَوْبِهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ .

[الحديث: ۲۷۸، طرفاه في: ٣٤٠٤، ٣٤٧٩]

قوله: (باب من اغتسل عرباناً وحده في خلوة) أي من الناس، وهو تأكيد لقوله: «وحده»، ودل قوله: «أفضل» على الجواز وعليه أكثر العلماء، وخالف فيه ابن أبي ليلى وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية مرفوعاً: «إذا اغتسل أحدكم فليستتر» قاله لرجل رآه يغتسل عرياناً وحده رواه أبو داود. وللبزار نحوة من حديث ابن عباس مطولاً.

قوله: (وقال بهز) زاد الأصيلي «ابن حكيم».

قوله: (عن جده) هو معاوية بن حيدة\_بحاء مهملة/ وياء تحتانية ساكنة\_صحابي معروف.

قوله: (أن يستحيى منه من الناس) كذا لأكثر الرواة، وللسرخسي «أحق أن يستتر منه» وهذا

<sup>(12./4) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٢٧)، كتاب الغسل، باب٢، ح٢٥٨.

بالمعنى. وقد أخرجه أصحاب السنن (١) وغيرهم من طرق عن بهز وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وقال ابن أبي شيبة «حدثنا يزيدبن هارون حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليًا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس» فالإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري، وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه، ولهذا لما علق في النكاح (٢) شيئًا من حديث جد بهز لم يجزم به بل قال: «ويذكر عن معاوية بن حيدة» فعرف من هذا أن مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه، وأما ما فوقه فلا يدل، وقد حققت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح (٣)، وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها.

وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة ، بخلاف ما قال أبو عبد الملك البوني إن المراد بقوله: «أحق أن يستحيى منه» أي فلا يعصى. ومفهوم قوله: «إلا من زوجتك» يدل على أنه يجوز له النظر ، ويدل أيضًا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة ، وفيه حديث في صحيح مسلم. ثم إن ظاهر حديث بهزيدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقًا ، لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام ، ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال (٤٠) أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به ، وهذا إنما يأتي على رأي من يقول : شرع من قبلنا شرع لنا . والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي على شرع لنا على موافقتهما لشرعنا ، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه ، فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل وإليه أشار في الترجمة ، ورجح بعض الشافعية تحريمه ، والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط .

قوله: (كانت بنو إسرائيل) أي جماعتهم وهو كقوله تعالى ﴿ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنّا ﴾ [الحجرات: ١٤]

قوله: (يغتسلون عراة) ظاهره أن ذلك كان جائزًا في شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).

<sup>(</sup>۲) (۱۱/ ۱۳۵)، کتاب النکاح، باب۹۲.

<sup>(</sup>٣) النكت (١/ ٣٣٤).

<sup>(3) (1/47).</sup> 

ذلك، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذًا بالأفضل، وأغرب ابن بطال فقال (١): هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له، وتبعه على ذلك القرطبي (٢) فأطال في ذلك.

قوله: (آدر) بالمدُّ وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء، قال الجوهري: الأدرة نفخة في الخصية، وهي بفتحات. وحكى بضم أوله وإسكان الدال.

قوله: (فخرج موسى) أي جرى مسرعًا، وفي رواية (٣) «فجمح».

قوله: (ثوبي يا حجر) أي أعطني، وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه، فلما لم يعطه ضربه، وقيل: يحتمل أن يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، ويحتمل أن يكون عن وحى.

قوله: (حتى نظرت) ظاهره أنهم رأوا جسده، وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداواة وشبهها، وأبدى ابن الجوزي (٤) احتمال أن يكون كان عليه مئزر؛ لأنه يظهر ما تحته بعد البلل، واستحسن ذلك ناقلاً له عن بعض مشايخه، وفيه نظر.

قوله (فطفق بالحجر ضرباً) كذا لأكثر الرواة، وللكشميهني والحموي «فطفق الحجر ضرباً» والحجر على هذا منصوب بفعل مقدر، أي: طفق يضرب الحجر ضرباً.

قوله: (قال أبو هريرة) هو من تتمة مقول همام، وليس بمعلق.

قوله: (لندب) بالنون والدال المهملة المفتوحتين وهو الأثر، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في أحاديث الأنبياء (٥) إن شاء الله تعالى .

١٧٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ
 ذَهَبِ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَخْتَنِي فِي نَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبَّةُ: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بلَي وَعَزَّتِكَ، وَلَكِنْ لا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: (بيّنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا . . . ».

[الحديث: ٢٧٩، طرفاه في: ٣٣٩١، ٣٤٩٣]

 <sup>(</sup>۱) (۱/۹۶۳)، والمفهم (۲/۹۸۱).

<sup>(</sup>٢) المفهم (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) في الرواية هنا (فخرج)، ورواية: (فجمع موسى) عند مسلم برقم (٥١٣).

<sup>(</sup>٤) كشف المشكل (٣/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٥) (٧/٧١)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب٢٨، ح٣٤٠٤.

قوله: (وعن أبي هريرة) هو معطوف على الإسناد الأول، وجزم الكرماني (١) بأنه تعليق بصيغة التمريض فأخطأ، فإن الحديثين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور، وقد أخرج البخاري هذا الثاني من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء (٢).

قوله: (يحتثي) بإسكان المهملة وفتح المثناة بعدها مثلثة، والحثية هي الأخذ باليد، ووقع في رواية القابسي عن أبي زيد «يحتثن» بنون في آخره بدل الياء.

قوله: (الغني) بالقصر بالا تنوين، ورويناه بالتنوين أيضًا على أن «الا» بمعنى ليس.

قوله: (ورواه إبراهيم) هو ابن طهمان، وروايته موصولة (٣) بهذا الإسناد عند النسائي والإسماعيلي، قال ابن بطال (٤): وجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد، ولم يعاتبه على الاغتسال عربانًا فدل على جوازه. وسيأتي بقية الكلام عليه في أحاديث الأنبياء (٥) أيضًا.

#### ٢١ ـ باب التَّسَتُّر فِي الْغُسْل عِنْدَ النَّاسِ

٢٨٠ حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى مَوْلَى أُمِّ هَانِئ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى مَوْلَى أُمِّ هَانِئ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى مَوْلَى أُمِّ هَانِئ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى مَوْلَى أُمِّ هَانِئ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى مَوْلِى اللَّهِ عَلَيْ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يُعْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئ .
 رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يُعْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئ .
 [الحديث: ٢٨٠، أطرافه في: ٣٥٧، ٣١٧١ ، ٣٥٧]

قوله: (باب التستر) لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين وهو التعري في الخلوة أورد الشق الآخر.

قوله: (مولى عمر بن عبيدالله) بالتصغير وهو التيمي، وأم هانئ بهمزة منونة.

قوله: (فقال: من هذه؟) يدل على أن الستر كان كثيفًا، وعرف أنها امر أة لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال، وسيأتي الكلام عليه في أو اخر الجهاد (٢) حيث أورده المصنف تامًا.

<sup>(1) (7/731).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٦٩٢)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب٢٠ ، ح ٣٣٩١.

<sup>(</sup>٣) تغليق التعليق (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٩٣)، وهذا القول للمهلب.

<sup>(</sup>٥) (٧/ ٦٩٢)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب٢٠، ح ٣٣٩١.

 <sup>(</sup>٦) (٧/ ٤٦٣)، كتاب الجزية والموادعة، باب٩، ح١٧١٠.

٢٨١ حدَّثَ نَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَوْنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُريْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: سَتَرْتُ النَّبِيَ عَلَيْ وَهُو يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَعْسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعْسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيدِهِ عَلَى الْجَائِطِ أَوِ فَعْسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّا وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَنَحَى فَعَسَلَ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّا وَابْنُ فُضَيْلِ فِي السَّنْرِ.

[تقدم في: ٢٤٩، الأطراف: ٢٤٩، ٧٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٤، ٢٧٢] "

قوله: (تابعه أبو عوانة) أي عن الأعمش بإسناده هذا، وقد تقدمت هذه المتابعة موصولة عنده في باب: من أفرغ بيمينه (٢٦).

قوله: (وابن فضيل) أي عن الأعمش أيضًا بهذا الإسناد، وروايته موصولة في صحيح أبي عوانة الإسفرايني نحو رواية أبي عوانة البصري، وقد وقع ذكر الستر أيضًا في هذا الحديث من رواية أبي حمزة عند المصنف (١٦)، ومن رواية زائدة عند الإسماعيلي، وسبقت مباحث الحديث في أول الغسل (٤)، والله المستعان.

#### ٢٢ ـ باب إِذَا احْتَكَمَتِ الْمَرْأَةُ

٢٨٢ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي صَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سَلَيْمِ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سَلَيْمِ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَزْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَزْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِي الْمَاءَ».

[تقدم في: ١٣٠، الأطراف: ٦١٢، ٣٣٢٨، ٢٠٩١، ٦٠٩١]

<sup>(</sup>١) (١/ ٦١٥)، كتاب الغسل، باب١، ح ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٣٨)، كتاب الغسل، باب١١، -٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٥٢)، كتاب الغسل، باب١٨، -٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٦١٥)، كتاب الغسل في مواضع، منها باب ١ ، ح٢٤٩.

قوله: (باب إذا احتلمت المرأة) إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال، وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي، واستبعد النووي في شرح المهذب صحته عنه، لكن رواه ابن أبى شيبة عنه بإسناد جيد.

قوله: (عن زينب بنت أبي سلمة) تقدم هذا الحديث في باب الحياء في العلم (۱) من وجه آخر، وفيه زينب بنت أم سلمة فنسبت هناك إلى أمها وهنا إلى أبيها، وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، ورواه مسلم أيضًا من رواية الزهري عن عروة لكن قال: «عن عائشة»، وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سلمة لا لعائشة، وهذا القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة، وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام، وهو ظاهر صنيع البخاري، لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه صحح الروايتين، وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري؛ لأن نافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن عائشة، وأخرج مسلم أيضًا رواية نافع، وأخرج أيضًا من حديث أنس قال: «جاءت أم سليم إلى رسول الله على فقالت له، وعائشة عنده: . . . » فذكر نحوه، وروى أحمد من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم وكانت مجاورة لأم سلمة «فقالت أم سليم يا رسول الله . . . »؛ فذكر الحديث وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتها، وهذا يقوى رواية هشام.

قال النووي في شرح مسلم (٢): يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا على أم سليم. وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي على في مجلس واحد. وقال في شرح المهذب: يجمع بين الروايات بأن أنسًا وعائشة وأم سلمة حضروا القصة. انتهى. والذي يظهر أن أنسًا لم يحضر القصة وإنما تلقى ذلك من أمه أم سليم، وفي صحيح مسلم من حديث أنس ما يشير إلى ذلك، وروى أحمد من حديث ابن عمر نحو هذه القصة، وإنما تلقى ذلك ابن عمر من أم سليم أو غيرها، وقد سألت عن هذه المسالة أيضًا خولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه، وفي آخره «كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك فلم ينزل» وسهلة بنت سهيل عند الطبراني، وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۹۷)، كتاب العلم، باب٥٠، ح١٣٠.

<sup>(</sup>۲) (۳/17۲).

قوله: (إن الله لا يستحيي من الحق) قدمت هذا القول تمهيدًا لعذرها في ذكر ما يستحيى المراد بالحياء هنا معناه اللغوي، / إذ الحياء الشرعي خير كله. وقد تقدم في كتاب الإيمان (۱) أن الحياء لغة: تغير وانكسار، وهو مستحيل في حق الله تعالى، فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق، أو لا يمنع من ذكر الحق، وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات (۲) ولا يشترط في النفي أن يكون ممكنًا، لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحيي من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله، قاله ابن دقيق العيد.

قوله: (هل على المرأة من فسل) (من) زائدة ، وقد سقطت في رواية المصنف في الأدب (٣).

قوله: (احتلمت) الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه حلم بالفتح واحتلم، والمرادبه هنا أمر خاص منه وهو الجماع. وفي رواية أحمد من حديث أم سليم أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟.

قوله: (إذا رأت الماء) أي المني بعد الاستيقاظ، وفي رواية الحميدي عن سفيان عن هشام «إذا رأت إحداكن الماء فلتغتسل» وزاد «فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟» وكذلك روى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه غير مالك فلم يذكرها، وقد تقدمت من رواية أبي معاوية عن هشام في باب الحياء في العلم (٤) وفيه «أو تحتلم المرأة؟» وهو معطوف على مقدر يظهر من السياق، أي: أترى المرأة الماء وتحتلم؟ وفيه «فغطت أم سلمة وجهها»، ويأتي في الأدب (٥) من رواية يحيى القطان عن هشام «فضحكت أم سلمة»، ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبًا وغطت وجهها حياء، ولمسلم من رواية وكيع عن هشام «فقالت لها: يا أم سليم فضحت النساء»، وكذا لأحمد من حديث أم سليم. وهذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن؛ لأنه النساء»، وكذا لأحمد من حديث أم سليم.

<sup>(</sup>١) (١/٤/١)، كتاب الإيمان، باب٣.

<sup>(</sup>٢) الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقًا، فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته. وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به. وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، وهو طريق النجاة، فتنبه واحذر. والله أعلم. [ابن باز].

<sup>(</sup>٣) (١٣/ ١٦٢، ١٩٤)، كتاب الأدب، باب ٢٨، ٧٩، - ١٩٠١، ١٦١٢.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٩٧)، كتاب العِلْم، باب ٥، ح ١٣٠.

<sup>(</sup>۵) (۱۳/ ۱۲۲)، کتاب الأدب، باب ۲۰۹۸ ، ح ۲۰۹۱ .

يدل على شدة شهوتهن للرجال، وقال ابن بطال (١٠): فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن. وعَكَسَه غيره، فقال: فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن. والظاهر أن مراد ابن بطال الجواز لا الوقوع، أي فيهن قابلية ذلك.

وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال، ونفى ابن بطال الخلاف فيه، وقد قدمناه عن النخعي، وكأن أم سليم لم تسمع حديث «الماء من الماء»، أو سمعته وقام عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك وهو ندور بروز الماء منها. وقد روى أحمد من حديث أم سليم في هذه القصة أن أم سلمة قالت: «يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال: هن شقائق الرجال»، وروى عبد الرزاق في هذه القصة «إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل»، وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة «ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل».

وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها، وحمل قوله: 
«إذا رأت الماء» أي علمت به؛ لأن وجود العلم هنا متعذر؛ لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي 
نائمة فلا يثبت به حكم؛ لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير 
بللاً لم يجب عليه الغسل اتفاقا، فكذلك المرأة. وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا 
يصح؛ لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان مشاهدًا، فحمل الرؤية على ظاهرها 
هو الصواب. وفيه استفتاء المرأة بنفسها، وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية لما يستفاد 
من ذلك، وفيه جواز التبسم في التعجب. وسيأتي الكلام على قوله: «فبم يشبهها ولدها» في 
بدء الخلق (٢) إن شاء الله تعالى.

/ ٢٣ ـ باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ

٢٨٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً؟» قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. فَقَالَ: «شُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ».

[الحديث: ٢٨٣، طرفه في: ٢٨٥]

<sup>(</sup>١) (١/ ٣٩٧)، والصواب كما عندابن بطال: وفيه دليل أن ليس كل النساء يحتلمن.

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٦١١)، كتاب بدء الخلق، باب١، ح٣٣٢٨.

قوله: (باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس) كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في عرق الكافر، وقال قوم إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه كما سيأتي، فتقدير الكلام بيان حكم عرق الجنب، وبيان أن المسلم لا ينجس، وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس، ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه نجسًا.

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان، و(حميد) هو الطويل، و(بكر) هو ابن عبدالله المزني، و(أبو رافع) هو الصائغ وهو مدني سكن البصرة، ومن دونه في الإسناد بصريون أيضًا، وحميد وبكر وأبو رافع ثلاثة من التابعين في نسق.

قوله: (في بعض طريق) كذا للأكثر، وفي رواية كريمة والأصيلي «طرق» ولأبي داود والنسائي «لقيته في طريق من طرق المدينة» وهي توافق رواية الأصيلي.

قوله: (وهو جنب) يعني نفسه، وفي رواية أبي داود «وأنا جنب».

قوله: (فانخنست) كذا للكشميهني والحموي وكريمة بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة، وقال القزاز: وقع في رواية "فانبخست" يعني بنون ثم موحدة ثم خاء معجمة ثم سين مهملة، قال: ولا وجه له، والصواب أن يقال: "فانخنست" يعني كما تقدم ، قال: والمعنى مضيت عنه مستخفيًا، ولذلك وصف الشيطان بالخنّاس، ويقويه الرواية الأخرى "فانسللت". انتهى. وقال ابن بطال: وقعت هذه اللفظة "فانبخست" يعني كما تقدم -قال: ولابن السكن بالجيم، قال: ويحتمل أن يكون من قوله تعالى: ﴿ فَالْبُحَسَتُ مِنْهُ أَثْنَتًا عَشَرَهُ عَيْنًا ﴾ [الأعراف: ٢٦] أي جرت واندفعت، وهذه أيضًا رواية الأصيلي وأبي الوقت وابن عساكر، ووقع في رواية المستملي "فانتجست" بنون ثم مثناة فوقانية ثم جيم، أي: اعتقدت نفسي نجسًا. ووجهت الرواية التي أنكرها القزار بأنها مأخوذة من البخس وهو النقص، أي اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله ﷺ، وثبت في رواية الترمذي مثل رواية ابن السكن وقال: معنى انبجست منه تنحيت عنه، ولم يثبت لي من طريق الرواية غير ما تقدم، وأشبهها بالصواب الأولى ثم هذه. وقد نقل الشراح فيها ألفاظًا مختلفة مما صحفه بعض الرواة لا معنى للتشاغل بذكره، كانتجشت بشين معجمة من النجش، وبنون وحاء مهملة ثم موحدة ثم سين مهملة من الانحباس.

قوله: (إن المؤمن لا ينجس) تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين، وقواه بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: ٢٨]، وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم

تحفظه عن النجاسة، وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار، وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال. وأغرب القرطبي/ في الجنائز من شرح مسلم (۱) فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي. وسيأتي الكلام على مسألة الميت في كتاب الجنائز (۱) إن شاء الله تعالى.

وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة ، واستحباب احترام أهل الفضل و توقير هم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات ، وكان سبب ذهاب أبي هريرة أنه على كان إذا لقي أحدًا من أصحابه ماسحه ودعاله ، هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة ، فلما ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث خشي أن يماسحه على كعادته ، فبادر إلى الاغتسال ، وإنما أنكر عليه النبي على قوله : «وأنا على غير طهارة» ، وقوله : «سبحان الله» تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة ، أي : كيف يخفي عليه هذا الظاهر ؟ وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله : «أين كنت؟» فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه . وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله . وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه . وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس . واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة ، فكذلك ما تحلب منه ، وعلى جواز تصرف الجنب في حواثجه قبل أن يغتسل فقال : بالجنابة ، فكذلك ما تحلب منه ، وعلى جواز تصرف الجنب في حواثجه قبل أن يغتسل فقال :

#### ٢٤ - باب الْجُنبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ

٢٨٤ حَدَّثَ نَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَ نَاسَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَ فَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذِ أَنَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذِ أَنَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذِ يَسْعُ نِسْوَةٍ.

[تقدم في: ٢٦٨، الأطراف: ٢٦٨، ٥٠٦٨، ٥٠١٥]

<sup>(</sup>۱) المفهم (۲/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٧٠٤)، كتاب الجنائز، باب٨، ح١٢٥٣.

(باب الجنب يخرج ويمشي في السوق). قوله: (وغيره) بالجر أي وغير السوق، ويحتمل الرفع عطفًا على «يخرج» من جهة المعنى.

قوله: (وقال عطاء) هذا التعليق وصله (١) عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد «ويطلي بالنورة» ولعل هذه الأفعال هي المرادة بقوله «وغيره» بالرفع في الترجمة.

قوله: (حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة ، كذا لهم إلا الأصيلي فقال: شعبة (٢).

قوله: (أن النبي) وفي رواية الأصيلي وكريمة «أن نبي الله على الله المحديث في باب «إذا جامع ثم عاد» (٢) ، وإيراده له في هذا الباب يقوي رواية «وغيره» بالجر؛ لأن حجر أزواج النبي على كانت متقاربة فهو محتاج في الدخول من هذه إلى هذه إلى المشي، وعلى هذا فمناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل الجنب بغير الغسل، وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وغيره فقالوا: يستحب له الوضوء. وحديث أنس يقوي اختيار عطاء؛ لأنه لم يذكر فيه أنه توضأ فكأن المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به .

٢٨٥ ـ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قال : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي مُوالًا للهِ عَنْ فَانْسَلَلْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَقَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَأَنَا جُنُبٌ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ ، فَانْسَلَلْتُ فَأَتَ يُنْ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ : ﴿ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبًا هِرَّا ﴾ فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : ﴿ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبًا هِرًا ۚ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ ﴾ . ﴿ اللهِ عَالَ اللّهِ يَا أَبًا هِرًا إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ ﴾ .

[تقدم في: ٢٨٣]

\_\_\_\_\_ / قوله: (حدثنا عياش) بياء تحتانية وشين معجمة، هو ابن الوليد الرقام، و (عبد الأعلى)
هو ابن عبد الأعلى و الإسناد أيضًا إلى أبي رافع بصريون، وقد سبق الكلام على هذا الحديث في
الباب الذي قبله.

قوله: (فانسللت) أي ذهبت في خفية ، والرحل بحاء مهملة ساكنة أي المكان الذي يأوى فيه .

<sup>(</sup>١) المصنف(١/ ٢٨٢، رقم ١٠٨٩)، وانظر: تغليق التعليق (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) نقله الحافظ عن الجياني، تقييد المهمل (٢/ ٥٧٩). وزاد الجياني: وكذلك رواه أبو علي بن السكن وغيره من رواة الفربري.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٦٤١)، كتاب الغسل، باب ١٢، - ٢٦٨.

وقوله: (يا أبا هريرة) وقع في رواية المستملي والكشميهني «يا أبا هر» بالترخيم.

## ٥٧ - باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

٢٨٦ \_حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلَّتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَرْقُدُوهُو جُنُبٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ.

[الحديث: ٢٨٦، طرفه في: ٢٨٨]

قوله: (باب كينونة الجنب في البيت) أي استقراره فيه، وكينونة مصدر: كان يكون كونًا وكينونة، ولم يجئ على هذا إلا أحرف معدودة مثل ديمومة من دام.

قوله: (إذا توضأ) زاد أبو الوقت وكريمة «قبل أن يغتسل»، وسقط الجميع من رواية المستملي والحموي، قيل: أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن عليً مرفوعًا: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود وغيره، وفيه «نُجَيّ» بضم النون وفتح الجيم الحضرمي، ما روى عنه غير ابنه عبدالله فهو مجهول، لكن وثقه العجلي وصحح حديثه ابن حبان والحاكم، فيحتمل كما قال الخطابي (۱) أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله، قال: ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه، وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن، قال النووي (۲): وفي الكلب نظر. انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث عليًّ من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه، وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة ؛ لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح كما سيأتي تصويره.

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي، و(شيبان) هو ابن عبد الرحمن، و(يحيى) هو ابن أبي كثير، وصرح بتحديث أبي سلمة له في رواية ابن أبي شيبة، ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمر أخرجه النسائي.

قوله: (قال: نعم ويتوضأ) هو معطوف على ما سدلفظ «نعم» مسده أي يرقد ويتوضأ، والواو لا تقتضى الترتيب فالمعنى يتوضأ ثم يرقد، ولمسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بلفظ «كان إذا

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (١٤/ ٨٣).

أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة»، وهذا السياق أوضح في المراد، وللمصنف مثله في الباب الذي بعد هذا من رواية عروة عن عائشة بزيادة «غسل الفرج» وزاد أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي نعيم شيخ البخاري في آخر حديث الباب «ويتوضأ وضوءه للصلاة» وللإسماعيلي من وجه آخر عن هشام نحوه، وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف.

٢٦ ـ باب نَوْم الْجُنْبِ

٢٨٧ \_ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ قَالَ: ﴿ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَرْ قُدُومُهُو جُنُبٌ ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَصَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَرْ قُدُومَهُو جُنُبٌ ».

[الحديث: ٢٨٧، طرفاه في: ٢٨٩، ٢٩٠]

/ قوله: (أن عمر بن المخطاب سأل) ظاهره أن ابن عمر حضر هذا السؤال، فيكون الحديث من مسنده، وهو المشهور من رواية نافع، وروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: «يا رسول الله» أخرجه النسائي، وعلى هذا فهو من مسند عمر، وكذا رواه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر، لكن ليس في هذا الاختلاف ما يقدح في صحة الحديث، ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن جواز رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز استقراره فيه يقظان لعدم الفرق، أو لأن نومه يستلزم الجواز لحصول اليقظة بين وضوئه ونومه، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير، ووقع في رواية كريمة قبل حديث ابن عمر «باب نوم الجنب» وهذه الترجمة زائدة للاستغناء عنها بباب الجنب يتوضأ ثم ينام، ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة.

٢٧ - بابُ الجُنبُ يَتَوَضَّا ثُمَّ يَنامُ

٢٨٨ \_ حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ بُكِيْرِ قَالَ: حَدَّثَ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاثِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّا َ لِلصَّلاةِ.

[تقدم في: ٢٨٦]

قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن) هو أبو الأسود الذي يقال له: يتيم عروة، ونصف هذا الإسناد المبتدأ به بصريون، ونصفه الأعلى مدنيون.

قوله: (وتوضأ للصلاة) أي توضأ وضوءًا كما للصلاة، وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة، وإنما المراد توضأ وضوءًا شرعيًا لا لغويًا.

٢٨٩ ـ حَدَّثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَ نَاجُويْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَجُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَصَّاً».

[تقدم في: ٢٨٧، الأطراف: ٢٨٧، ٢٨٩]

قوله: (حدثنا جويرية) بالجيم والراء مصغرًا، وهو اسم رجل، واسم أبيه أسماء بن عبيد، وقد سمع جويرية هذا من نافع مولى ابن عمر ومن مالك عن نافع .

قوله: (عن عبدالله) في رواية ابن عساكر «عن ابن عمر».

قوله: (فقال: نعم إذا توضأ) ولمسلم من طريق ابن جريج عن نافع: «ليتوضأ ثم لينم».

٢٩٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْ عَبْدِ اللَّهِ عُنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَمْرَ أَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ عَا

[تقدم في: ٢٨٧، الأطراف: ٢٨٧، ٢٨٩]

قوله: (عن عبد الله بن دينار) هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة الموطأ، ورواه خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار، وذكر أبو علي الجياني (١) أنه وقع في رواية ابن السكن عن نافع بدل عبد الله بن دينار، وكان كذلك عند الأصيلي إلا أنه ضرب على نافع وكتب فوقه «عبد الله بن دينار» قال أبو علي: والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعًا. انتهى كلامه. قال ابن عبد البر (٢): الحديث لمالك عنهما جميعًا، لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار وحديث نافع غريب. انتهى. وقد رواه عنه كذلك عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة، وإن ساقه الدارقطني في/ غرائب مالك فمراده ما رواه خارج الموطأ، فهي غرابة خاصة بالنسبة للموطأ، نعم رواية الموطأ أشهر.

قوله: (ذكر عمر بن الخطاب) مقتضاه أيضًا أنه من مسندابن عمر كما هو عند أكثر الرواة، ورواه أبو نوح عن مالك فزاد فيه «عن عمر»، وقد بين النسائي سبب ذلك في روايته من طريق

<sup>(</sup>١) تقييدالمهمل(٢/ ٥٨٠)، والاختلاف بين رواة البخاري (ص: ٢٩).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١٧/ ٣٣)، حديث حادي عشر لعبدالله بن دينار، عن ابن عمر.

ابن عون عن نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له، فأتى عمر النبي الله فاستأمره فقال: «ليتوضأ ويرقد» وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب «أنه تصيبه» يعود على ابن عمر لا على عمر، وقوله في الجواب: «توضأ» يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرًا فوجه الخطاب إليه.

قوله: (بأنه) كذا للمستملى والحموي وللباقين «أنه».

قوله: (فقال له) سقط لفظ «له» من رواية الأصيلى.

قوله: (توضأ واغسل ذكرك) في رواية أبي نوح «اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم» وهو يردعلى من حمله على ظاهره فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث وإنما هو للتعبد إذ الجنابة أشد من مس الذكر، فتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدم على الوضوء، ويمكن أن يؤخذ عنه بشرط أن لا يمسه على القول بأن مسه ينقض. وقال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوبه. وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ.

وقال ابن العربي: قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ، واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال: لم يقل الشافعي بوجوبه، ولا يعرف ذلك أصحابه. وهو كما قال، لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب، أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أي متأكد الاستحباب، ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب: هو واجب وجوب الفرائض. وهذا موجود في عبارة المالكية كثيرًا، وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب، وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم، ثم استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعًا: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» وقد تقدم ذكره في باب إذا جامع ثم عاد (١). وقد قدح في هذا الاستدلال ابن رشد المالكي، وهو واضح.

ونقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحباب، وتمسك بما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها «أنه ﷺ كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء» رواه أبو داود وغيره، وتُعُقِّبَ بأن الحفاظ قالوا إن أبا إسحاق غلط فيه، وبأنه لو صح حمل على أنه ترك

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٦٤١)، كتاب الغسل، باب ١٢، ح ٢٦٨.

الوضوء لبيان الجواز لئلا يعتقد وجوبه، أو أن معنى قوله: «لا يمس ماء» أي للغسل، وأورد الطحاوي من الطريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدل على ذلك، ثم جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن ابن عمر \_ راوي الحديث وهو صاحب القصة \_ كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع، وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايته ومن رواية عائشة كما تقدم فيُعتمد، ويحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر.

وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوء هنا الشرعي، والحكمة فيه أنه يخفف الحدث، ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: «إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة»، وقيل: الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين، فعلى هذا يقوم التيمم مقامه. وقد روى البيهقي بإسنادحسن عن عائشة أنه على كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم، ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء، وقيل: / الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل، وقال ابن دقيق العيد: نص الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض؛ لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب، لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك.

وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة، واستحباب التنظيف عند النوم، قال ابن الجوزي (١٠): والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك. والله أعلم.

### ٢٨ ـ باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ. ح.

٢٩١ ـ وحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم عَنْ هِشَامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ».

َ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شُغْبَةَ مِثْلَهُ . وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَـنَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَـنَا قَتَادَةُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ. الْحَسَنُ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>١) كشف المشكل (١/ ١٢٩).

قوله: (باب إذا التقى المختانان) المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة، والختن قطع جلدة كمرته، وخفاض المرأة والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة، وإنما ثُنَيا بلفظ واحد تغليبًا وله نظائر، وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى.

قوله: (هشام) هو الدستوائي في الموضعين، وإنما فرقهما لأن معاذًا قال: «حدثنا» وأبا نعيم قال: «عن» وطريق معاذ إلى الصحابي كلهم بصريون.

قوله: (إذا جلس) الضمير المستتر فيه وفي قوله: "جهد" للرجل، والضميران البارزان في قوله "شعبها" و "جهدها" للمرأة، و ترك إظهار ذلك للمعرفة به، وقد وقع مصرحًا به في رواية لابن المنذر من وجه آخر عن أبي هريرة قال: "إذا غشى الرجل امرأته فقعد بين شعبها. . . " الحديث. والشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء، قيل: المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها و فخذاها وقيل: ساقاها و فخذاها، وقيل: فخذاها واسكتاها، وقيل: فخذاها وشفراها، وقيل: نواحي فرجها الأربع، قال الأزهري (١): الاسكتان ناحيتا الفرج، والشفران طرف الناحيتين. و رجح القاضي عياض (٢) الأخير، واختار ابن دقيق العيد الأول، قال: لأنه أقرب إلى الحقيقة أو هو حقيقة في الجلوس، وهو كناية عن الجماع فاكتفى به عن التصريح.

قوله: (ثم جهدها) بفتح الجيم والهاء، يقال: جهد وأجهد، أي: بلغ المشقة، قيل معناه: كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها، ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة «ثم اجتهد»، ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معّاعن قتادة بلفظ «وألزق الختان بالختان» بدل قوله: «ثم جهدها»، وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج. ورواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصرًا ولفظه «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وهذا مطابق للفظ الترجمة، فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية كعادته في التبويب بلفظ إحدى روايات حديث الباب، وروي أيضًا بهذا اللفظ من حديث عائشة أخرجه الشافعي من طريق سعيد بن المسيب عنها وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف، وابن ماجه من طريق القاسم بن محمد عنها ورجاله ثقات.

ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنها بلفظ «ومس الختان الختان» والمراد بالمس

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة (١١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) الإكمال (٢/ ١٩٨).

والالتقاء المحاذاة، ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ "إذا جاوز" وليس المراد بالمس حقيقته لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة، ولو حصل المس/ قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع، وقال النووي (١): معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال. وتُعُقِّبَ بأنه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية في الأمر فلا يكون فيه دليل. والجواب: أن التصريح بعدم التوقف على الإنزال قد ورد في بعض طرق الحديث المذكور فانتقى الاحتمال، ففي رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن في آخر هذا الحديث "وإن لم ينزل"، ووقع ذلك في رواية قتادة أيضًا رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان قال: حدثنا همام وأبان قالا: حدثنا عن عفان، وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة.

قوله: (تابعه عمرو) أي ابن مرزوق، وصرح به في رواية كريمة، وقد روينا حديثه موصولاً ( $^{(7)}$ ) في فوائد عثمان بن أحمد السماك حدثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن قتادة، فذكر مثل سياق حديث الباب لكن قال: «وأجهدها» وعرف بهذا أن شعبة رواه عن قتادة عن الحسن لا عن الحسن نفسه، والضمير في تابعه يعود على هشام لا على قتادة. وقر أت بخط الشيخ مغلطاي أن رواية عمرو بن مرزوق هذه عند مسلم عن محمد بن عمرو بن جرير وابن أبي عدي كلاهما عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، و تبعه بعض الشراح على ذلك، وهو غلط فإن ذكر عمرو بن مرزوق في إسناد مسلم زيادة، بل لم يخرج مسلم لعمرو بن مرزوق شيئاً.

قوله: (وقال موسى) أي ابن إسماعيل قال: (حدثنا) وللأصيلي أخبرنا (أبان) وهو ابن يزيد العطار، وأفادت روايته التصريح بتحديث الحسن لقتادة، وقرأت بخط مغلطاي أيضًا أن رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما عن موسى عن أبان، وهو تخليط تبعه عليه أيضًا بعض الشراح، وإنما أخرجها البيهقي من طريق عفان عن همام وأبان جميعًا عن قتادة، فهمام شيخ عفان لا رفيقه، وأبان رفيق همام لا شيخ شيخه، ولا ذكر لموسى فيه أصلاً بل عفان رواه عن أبان كما رواه عنه موسى فهو رفيقه لا شيخه. والله الهادي إلى الصواب.

<sup>(</sup>١) المنهاج (٤/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) تغليق التعليق (١/ ١٦٥).

(تنبيه): زاد هنا في نسخة الصغاني: هذا أجود وأوكد، وإنما بينا. . . ، إلى آخر الكلام الآتي في آخر الباب الذي يليه والله أعلم .

### ٢٩ - باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْ أَةِ

٢٩٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَغْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَظَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زُيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمُنْ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلَتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالرُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبَيْدِ اللَّهِ وَأَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ .

قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الرُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[تقدم في: ١٧٩]

قوله: (باب غسل ما يصيب) أي الرجل (من فرج المرأة) أي من رطوبة وغيرها.

قوله: (عن الحسين) زاد أبو ذر «المعلم».

قوله: (قال يحيى) هو ابن أبي كثير، أي: قال الحسين: قال يحيى، ولفظ (قال) الأولى تحذف في الخط عرفًا.

قوله: (وأخبرني) هو عطف على مقدر، أي أخبرني بكذا وأخبرني بكذا، ووقع في رواية مسلم بحذف الواو، قال ابن العربي: لم يسمعه الحسين من يحيى فلهذا قال: "قال يحيى" كذا – ذكره، ولم يأت بدليل. / وقد وقع في رواية مسلم في هذا الموضع عن الحسين عن يحيى، وليس الحسين بمدلس، وعنعنة غير المدلس محمولة على السماع إذا لقيه على الصحيح، على أنه وقع التصريح في رواية ابن خزيمة في رواية الحسين عن يحيى بالتحديث ولفظه "حدثني يحيى بن أبي كثير" ولم ينفرد الحسين مع ذلك به، فقد رواه عن يحيى أيضًا معاوية بن سلام أخرجه ابن شاهين، وشيبان بن عبد الرحمن أخرجه المصنف كما تقدم في باب الوضوء من المخرجين (١)، وسبق الكلام هناك على فوائد هذا الإسناد وألفاظ المتن.

<sup>(</sup>١) (١/ ٤٨٥)، كتاب الوضوع، باب٣٤، - ١٧٩.

قوله: (فأمروه بذلك) فيه التفات؛ لأن الأصل أن يقول: فأمروني، أو هو مقول عطاء بن يسار فيكون مرسلاً. وقال الكرماني (١): الضمير يعود على المجامع الذي في ضمن «إذا جامع» وجزم أيضًا بأنه عن عثمان إفتاء ورواية مرفوعة وعن الباقين إفتاء فقط. قلت: وظاهره أنهم أمروه بما أمره به عثمان فليس صريحًا في عدم الرفع، لكن في رواية الإسماعيلي: فقالوا مثل ذلك، وهذا ظاهره الرفع لأن عثمان أفتاه بذلك وحدثه به عن النبي على فالمثلية تقتضي أنهم أيضًا أفتوه وحدثوه، وقد صرح الإسماعيلي بالرفع في رواية أخرى له ولفظه «فقالوا مثل ذلك عن النبي على وقال الإسماعيلي: لم يقل ذلك غير يحيى الحماني، وليس هو من شرط هذا الكتاب.

قوله: (أخبرني أبو سلمة) كذا لأبي ذر، وللباقين «قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة» وهو المراد، وهو معطوف بالإسناد الأول وليس معلقًا، وقدرواه مسلم (٢) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين معًا.

قوله: (أنه سمع ذلك من رسول الله على) قال الدارقطني: هو وهم لأن أبا أيوب إنما سمعه منهما من أبي بن كعب كما قال هشام بن عروة عن أبيه، قلت: الظاهر أن أبا أيوب سمعه منهما لاختلاف السياق؛ لأن في روايته عن أبي بن كعب قصة ليست في روايته عن النبي على، مع أن أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدرًا وسنًا وعلمًا من هشام بن عروة، وروايته عن عروة من باب رواية الأقران لأنهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة، وكذلك رواية أبي أيوب عن أبي بن كعب لأنهما فقيهان صحابيان كبيران، وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي أيوب عن النبي على أخرجه الدارمي وابن ماجه، وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته، وقد روى ابن عيينة أيضًا عن زيد بن أسلم الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته، وقد روى ابن عيينة أيضًا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره فليس هو فردًا، وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثة .

<sup>.(100/4) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١/٠٧٢، ٦٢٨/٧٤٣).

تعارض.

وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكوران في الباب قبله، والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيرة من طريق الزهري عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون: «الماء من الماء» رخصة كان رسول الله ورخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. صححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري، كذا قال، وكأنه لم يطلع على علته، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل. نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضًا من طريق أبي حازم عن سهل، ولهذا الإسناد أيضًا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم، وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به، وهو صريح في النسخ، على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث «الماء من الماء»، لأنه وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث «الماء من الماء» على صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير

(تنبيه): في قوله: «الماء من الماء» جناس تام، والمراد بالماء الأول ماء الغسل، وبالثاني المني، وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال، فإن كل من خوطب بأن فلانًا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، قال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال. وقال ابن العربي: إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول فهما متفقان دليلاً وتعليلاً. والله أعلم.

٢٩٣ \_ حَدَّفَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي، أَبُو أَبُو أَيُو أَبُو أَيُو أَيُو أَيْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَصَّأُ وَيُصَلِّي». قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ. وَإِنَّمَا بَيْنَا لاخْتِلافِهِمْ.

قوله: (عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي) يعني أباه عروة وهو واضح، وإنما نبهت عليه لئلا يظن أنه نظير أبي بن كعب لكونه ذكر في الإسناد. قوله: (ما مس المرأة منه) أي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه، وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لأن المراد رطوبة فرجها.

قوله: (ثم يتوضأ) صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذكر، زاد عبد الرزاق عن الثوري عن هشام فيه (وضوءه للصلاة).

قوله: (ويصلي) هو أصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله.

قوله: (قال أبو عبدالله) هو المصنف، وقائل ذلك هو الراوي عنه.

قوله: (الغسل أحوط) أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال.

قوله: (الأخير) كذا لأبي ذر، ولغيره «الآخر» بالمدبغيرياء، أي آخر الأمرين من الشارع أو من اجتهاد الأثمة. وقال ابن التين: ضبطناه بفتح الخاء، فعلى هذا الإشارة في قوله «وذاك» إلى حديث الباب.

قوله: (إنما بينا لاختلافهم) وفي رواية كريمة «إنما بينا اختلافهم» وللأصيلي «إنما بيناه لاختلافهم» وفي نسخة الصغاني «إنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم، والماء أنقى» واللام تعليلية أي حتى لا يظن أن في ذلك إجماعًا. واستشكل ابن العربي كلام البخاري فقال: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود، ولا عبرة بخلافه، وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب، وهو أحد أثمة الدين وأجلة علماء المسلمين، ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه، وقد أشرنا إلى بعضه ثم قال: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: «الغسل أحوط» أي في الدين، وهو باب مشهور في الأصول، قال: وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه.

قلت: وهذا هو الظاهر من تصرفه، فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة، كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم، وأما نفي ابن العربي الخلاف فمعترض، فإنه مشهور بين الصحابة، ثبت عن جماعة منهم، لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، وهو معترض/ أيضًا فقد قال الخطابي (۱): إنه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم، قال: ومن التابعين الأعمش وتبعه عياض (۲)، لكن

<sup>(</sup>١) معالم السنن (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>۲) إكمال المعلم (۲/ ۱۹٦).

قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره، وهو معترض أيضًا فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح، وقال عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى. وقال الشافعي في اختلاف الحديث (۱): حديث «الماء من الماء» ثابت لكنه منسوخ، إلى أن قال: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا \_ يعني من الحجازيين \_ فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل. اه. فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهور ابين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل. وهو الصواب. والله أعلم.

#### خاتمة

اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام الجنابة من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وستين حديثا، المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثلاثون حديثا، الموصول منها أحد وعشرون والبقية تعليق ومتابعة، والخالص ثمانية وعشرون منها واحد معلق وهو حديث بهز عن أبيه عن جده، وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه، وسوى حديث جابر في الاكتفاء في الغسل بصاع، وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة في ليلة واحدة، وحديثه في الاغتسال مع المرأة من إناء واحد، وحديث عائشة في صفة غسل المرأة من الجنابة. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عشرة، المعلق منها سبعة، والموصول ثلاثة؛ وهي: حديث زيد بن خالد عن علي وطلحة والزبير المذكور في الباب الأخير، فإن كان مرفوعًا عنهم فتزيد عدة الخالص من المرفوع ثلاثة، وهي أيضًا من أفراده عن مسلم. والله أعلم.

and the commence of the commen

<sup>(</sup>۱) (ص: ۹۲).

# स्वाधिक र

#### ٦-كتاب الحيض

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَآةَ فِي الْمَحِيضَ ﴾ إلَى قَوْلُهِ: ﴿ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ شَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الحيض) أصله السيلان، وفي العرف جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة.

قوله: (وقول الله تعالى) بالجر عطفًا على الحيض، والمحيض عند الجمهور هو الحيض، وقيل زمانه، وقيل مكانه.

قوله: (﴿ أَذَى ﴾) قال الطيبي: سمي الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته، وقال الخطابي (١): الأذى المكروه الذي ليس بشديد، كما قال تعالى: ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكُ ﴾ [آل عمران: الأذى المعنى أن المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدى ذلك إلى بقيه بدنها.

قوله: (﴿ فَأَعْتَرِنُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾) روى مسلم وأبو داود من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، فسئل النبي على عن ذلك فنزلت الآية فقال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فأنكرت اليهود ذلك، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله ألا نجامعهن في الحيض؟ يعني خلافًا لليهود، فلم يأذن في ذلك، وروى الطبري عن السدى أن الذي سأل أولاً عن ذلك هو ثابت بن الدحداح.

#### / ١ \_باب كَيْفَ كَانَ بَدُءُ الْحَيَضَ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «هَذَاشَىٰءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بِنَاتِ آدَمَ»

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَحَدِيثُ النَّبِيِّ أَكْثَرُ.

La Line Company of the Company of th

قوله: (باب كيف كان بدء الحيض) أي ابتداؤه، وفي إعراب «باب» الأوجه المتقدمة أول

الكتاب<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأعلام (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) ((٢٧/١)، كتاب بدء الوحي، باب ١٠٠١) عليه الرابع المعالم الماري

قوله: (وقول النبي ﷺ: هذا شيء) يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه، لكن بلفظ «هذا أمر» وقد وصله بلفظ «شيء» من طريق أخرى بعد خمسة أبواب أو ستة (١٠)، والإشارة بقوله «هذا» إلى الحيض.

قوله: (وقال بعضهم: كان أول) بالرفع لأنه اسم كان والخبر «على بني إسرائيل» أي على نساء بني إسرائيل، وكأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق (٢) عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد» وعنده عن عائشة نحوه.

قوله: (وحديث النبي المراد أكثر) قيل: معناه أشمل؛ لأنه عام في جميع بنات آدم، فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن، أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة، وقال الداودي: ليس بينهما مخالفة فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الخصوص. قلت: ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده، وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قُابِمَةً فَضَحِكَتُ ﴾ [هود: ٢١] أي حاضت، والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلاريب، وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس «إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة»، وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها. والله أعلم.

### باب-الأمرُ بالنُّفسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

٢٩٤ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لا نَرَى إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ قَالَ: سَمِعْتُ مَا فَكَ بِسَرِفَ عَلَيْ الْفَاسِمَ يَقُولُ: خَرَجْنَا لا نَرَى إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حَضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: «مَا لَكِ، أَنْفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «إِنَّ حَضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» قَالَتْ: وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نِسَاثِهِ بِالْبَيْتِ،

<sup>(</sup>١) (١/ ٦٩٠)، كتاب الحيض، باب ١ ، ٥٠ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) ألمصنف (٣/ ١٤٨) ، رقم ١٥٠٥)، وانظر: تغليق التعليق (١/ ١٦٧).

1 . 3

قوله: (باب الأمر بالنفساء) أي الأمر المتعلق بالنفساء، والجمع في قوله: «إذا نفسن» باعتبار الجنس، وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات غير أبي ذر وأبي الوقت، وترجم بالنفساء إشعارًا بأن ذلك يطلق على الحائض لقول عائشة في الحديث: «حضت»، وقوله للها: «أنفست؟» وهو بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهما، وقيل بالضم في الولادة وبالفتح في الحيض، وأصله خروج الدم لأنه يسمى نفسًا، وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد بابين (۱).

قوله: (سمعت القاسم) يعني أباه، وهو ابن محمدبن أبي بكر الصديق.

قوله: (لا نرى) بالضم أي لا نظن، و اسرف، بفتح المهملة وكسو الراء بعدها فاء موضع قريب من مكة بينهما نحو من عشرة أميال، وهو ممنوع/ من الصرف وقد يصرف.

قوله: (فاقضى) المراد بالقضاء هنا الأداء وهما في اللغة بمعنى واحد.

قوله: (غير أن لا تطوفي بالبيت) زاد في الرواية الآتية «حتى تطهري» وهذا الاستثناء مختص بأحوال الحج لا بجميع أحوال المرأة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث بتمامه في كتاب الحج (٢) إن شاء الله تعالى.

#### ٢ ـ باب غَسْل الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ

٢٩٥ \_ حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَ نَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ .

[الحديث: ٢٩٥، أطرافه في: ٢٩٦، ٢٠٢، ٢٠٢٨، ٢٠٢٩، ٢٠٣١، ٢٠٣١، ٢٩٢٥،

٢٩٦ حدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عْنُ عُرُورَةَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ أَوْ تَذْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِي جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرُورَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرَ ثَنِي عَائِشَةُ عُرُورَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرَ ثَنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ لَ تَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَهِي حَائِضٌ وَرَسُولُ ﷺ حِينَيْدٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرَجَّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ .

[تقدم في: ٢٩٥، الأطراف: ٢٠١٥، ٢٠١٨، ٢٠٢٨، ٢٠٢٩، ٢٠٣١، ٢٠٢٦، ٢٩٢٥]

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۸۱)، كتاب الحيض، باب٤، ح٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) (٤٥١/٤)، كتاب الحج في غير موضع منه، باب٣٣، ح١٥٦٠.

قوله: (باب فسل الحائض رأس زوجها وترجيله) بالجر عطفًا على غسل، أي تسريح شعر رأسه. والحديث مطابق لما ترجم له من جهة الترجيل، والحق به الغسل قياسًا، أو إشارة إلى الطريق الآتية في باب مباشرة الحائض (١) فإنها صريحة في ذلك، وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة، وعلى أن حقيقها لا يمنع ملامستها.

قوله: (أخبرنا هشام) وغي رواية الأكثر: «أخبرني هشام بن عروة»، وفي هذا الإسناد لطيفة، وهي اتفاق اسم شيخ الراوي وتلميذه، مثاله هذا ابن جريج عن هشام وعنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف، وهو نوع أغفله ابن الصلاح.

قوله: (مجاور) أي معتكف، وثبت هذا التفسير في نسخة الصغاني في الأصل، وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد، وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسًا، وهو جلي لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب، وألحق الخدمة بالترجيل. وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعَرَقها، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، وأن الحائض لا تدخل المسجد. وقال ابن بطال (٢): فيه حجة على الشافعي في قوله: إن المباشرة مطلقًا تنقض الوضوء، كذا قال. ولا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء، وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة، وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء، والله أعلم.

٣-باب قِرَاءَةِ الرَّجُل فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَايضٌ

وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلاقَتِهِ ٢٩٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتُهُ: أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ: أَنَّ النَّيِّ عَلِيْ كَانَ يَتَكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ.

[الحديث: ٢٩٧، طرفه في: ٧٥٤٩]

الحِجْر ، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض (الحِجْر ، بفتح المهملة وسكون الجيم ، ويجوز كسر أوله .

قوله: (وكان أبو وائل) هو التابعي المشهور صاحب ابن مسعود، وأثره هذا وصله ابن أبي

<sup>(</sup>١) (١/ ٦٨٣)، كتاب الحيض، باب٥.

<sup>(</sup>٢) (١/٣/3).

شيبة (١) عنه بإسناد صحيح.

قوله: (يرسل خادمه) أي جاريته، والخادم يطلق على الذكر والأنثى.

قوله: (إلى أبي رزين) هو التابعي المشهور أيضًا.

قوله: (بعلاقته) بكسر العين، أي الخيط الذي يربط به كيسه، وذلك مصير منهما إلى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه، ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن، الذي يحفظ القرآن لأنه حامله في جوفه، وهو موافق لمذهب أبي حنيفة، ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل مخل بالتعظيم، والاتكاء لا يسمى في العرف حملاً.

قوله: (سمع زهيرًا) هو ابن معاوية الجعفي، ومنصور بن صفية منسوب إلى أمه لشهرتها وهو منصور بن عبدالرحمن الحجبي وأمه صفية بنت شيبة بن عثمان من صغار الصحابة.

قوله: (ثم يقرأ القرآن) وللمصنف في التوحيد (٢): «كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض»، فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها. قال ابن دقيق العيد: في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها، وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئًا منها نجاسة، وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة، قاله النووي (٣)، وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة، قاله القرطبي (٤).

#### ٤ - باب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا

٢٩٨ - حَدَّثَ نَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَ نَا هِ شَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمُّ سَلَمَةً حَدَّثَتُهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّ الْأَمْ مُضْطَجِعةٌ فِي حَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي. قَالَ: «أَنْفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.

[الحديث: ٢٩٨، أطرافه في: ٣٢٢، ٣٢٣، ١٩٢٩]

<sup>(</sup>١) المصنف(٢/ ٣٦١)، وانظر: تغليق التعليق (١/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) (١٧/ ٥٩٥)، كتاب التوحيد، باب٥٢، ح٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) المنهاج (٣/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) المفهم (١/ ٥٦٠).

قوله: (باب من سمى النفاس حيضًا) قيل: هذه الترجمة مقلوبة لأن حقها أن يقول: من سمى الحيض نفاسًا، وقيل: يحمل على التقديم والتأخير، والتقدير: من سمى حيضًا النفاس، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «من سمى» من أطلق لفظ النفاس على الحيض فيطابق ما في الخبر بغير تكلف، وقال المهلب وغيره: لما لم يجد المصنف نصًا على شرطه في النفساء ووجد تسمية الخيض نفاسًا في هذا الحديث فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض، وتُعُفِّب بأن الترجمة في التسمية لا في الحكم، وقد نازع الخطابي (١) في التسوية بينهما من حيث الاستقاق كماسيأتي، وقال ابن رشيد وغيره: مراد البخاري أن يثبت أن النفاس بينهما من حيث الاستقاق كماسيأتي، وقال ابن رشيد وغيره: مراد البخاري أن يثبت أن النفاس بينهما من حيث الاحض، والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الأحص، فعبر النبي عليه بالأول وعبرت أم سلمة بالثاني، فالترجمة على هذا مطابقة لما عبر تبه أم سلمة. والله أعلم.

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي.

قوله: (عن أبي سلمة) في رواية مسلم حدثني أبو سلمة أخرجها من طريق معاذبن هشام عن أبيه .

قوله: (مضطجعة) بالرفع ويجوز النصب.

قوله: (في خميصة) بفتح الخاء المعجمة وبالصاد المهملة: كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره، ولم أر في شيء من/ طرقه بلفظ: «خميصة» إلا في هذه الرواية، وأصحاب يحيى ثم أصحاب هشام كلهم قالوا: «خميلة» باللام بدل الصاد، وهو موافق لما في آخر الحديث. قيل: الخميلة: القطيفة، وقيل: الطنفسة، وقال الخليل: الخميلة ثوب له خُمُل أي مُدُب، وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة والخميلة، فكأنها كانت كساء أسود لها أهداب.

قوله: (فانسللت) بلامين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، أي ذهبت في خفية، زاد المصنف من رواية شيبان عن يحيى كماسيأتي قريبًا (٢): «فخرجت منها» أي من الخميصة، قال النووي (٣): كأنها خافت وصول شيء من دمها إليه، أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهبت لتتأهب لذلك، أو تقذرت نفسها ولم ترضها لمضاجعته، فلذلك أذن لها في العود.

<sup>(</sup>١) الأعلام (١/٣١٣).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۷۱٤)، كتاب الحيض، باب ۲۱، ح ۳۲۲.

<sup>(</sup>٣) المنهاج (٣/ ٣٠٦).

قوله: (ثياب حيضتي) وقع في روايتنا بفتح الحاء وكسرها معًا، ومعنى الفتح أخذت ثيابي التي ألبسها زمن الحيض؛ لأن الحيضة بالفتح هي الحيض، ومعنى الكسر أخذت ثيابي التي أعددتها لألبسها حالة الحيض. وجزم الخطابي (١) برواية الكسر ورجحها النووي (٢)، ورجح القرطبي (٣) رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ «حيضي» بغير تاء.

قوله: (أنفست؟) قال الخطابي (٤): أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم، إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس، فقالوا في الحيض: نَفَست بفتح النون، وفي الولادة بضمها. انتهى. وهذا قول كثير من أهل اللغة، لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعي قال: يقال نفست المرأة في الحيض والولادة، بضم النون فيهما، وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها، وفي الحديث جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد، واستحباب اتخاذ المرأة ثيابًا للحيض غير ثيابها المعتادة، وقد ترجم المصنف على ذلك كما سيأتي، وسيأتي الكلام على مباشرتها في الباب الذي بعده.

#### ٥ - باب مُباشرة الْحَائِض

٢٩٩ \_ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلانَا جُنُبٌ.

[تقدم في: ٢٥٠، الأطراف: ٢٥٠، ٢٦١، ٢٦٣، ٢٥٣، ٥٩٥٦، ٧٣٣٩]

• ٣٠-وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.

[الحديث: ٣٠٠، طرفاه في: ٣٠٢، ٢٠٣٠]

٣٠١ ـ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

[تقدم في: ٢٩٥، الأطراف: ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٠٢٨، ٢٠٢٩، ٢٠٣١، ٢٠٢٩، ٥٩٢٥،

٣٠٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ـ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

<sup>(</sup>١) الأعلام(١/٣١٤).

<sup>(</sup>۲) المنهاج (۳/۳۰).

<sup>(</sup>٣) المفهم (١/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) الأعلام(١/٣١٣).

فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَلِكُمْ يَمْلِكُ إِرْبُهُ كَمَا كَانَ النَّبِيِّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبُهُ ؟ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ

[تقدم في: ٣٠٠، الأطراف: ٣٠٠، ٢٠٣٠]

قوله: (باب مباشرة الحائض) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين، لا الجماع.

قوله: (حدثنا قبيصة) بالقاف والصاد المهملة هو ابن عقبة، و(سفيان) هو الثوري، و(منصور) هو ابن المعتمر، والإسناد كله إلى عائشة كوفيون، وتقدم الكلام على اغتسالها مع النبي على من إناء واحد في كتاب الغسل (١).

قوله: (فأتزر) كذا في روايتنا، / وغيرها بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة، وأصله فأءتزر بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة بوزن أفتعل، وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال صاحب المفصل إنه خطأ، لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين، وحكاه الصغاني في مجمع البحرين، وقال ابن مالك (٢): إنه مقصور على السماع ومنه قراءة ابن محيص (فَلَيُودُ الَّذِي اتَّمَنَ) بالتشديد، والمراد بذلك أنها تشد إزارها على وسطها، وحدد ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملاً بالعرف الغالب، وقد سبق الكلام على بقية الحديث قبلُ ببابين (٣).

قوله: (حدثنا إسماعيل بن خليل) كذا في رواية أبي ذر وكريمة، ولغيرهما: «الخليل»، والإسناد أيضًا إلى عائشة كلهم كوفيون.

قوله: (إحدانا) أي إحدى أزواج النبي ﷺ.

قوله: (أن تتزر) بتشديد المثناة الثانية، وقد تقدم توجيهها، وللكشميهني: «أن تأتزر» بهمزة ساكنة وهي أفصح.

قوله: (في فور حيضتها) قال الخطابي (٤): فور الحيض أوله ومعظمه، وقال القرطبي (٥): فور الحيضة معظم صبها، من فوران القدر وغليانها.

قوله: (يملك إربه) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة، قيل: المراد عضوه الذي

<sup>(</sup>۱) (۱۱۸/۱)، كتاب الغسل، باب۲، ح۲۵۰.

<sup>(</sup>٢) شواهدالتوضيح(٢٣٨، ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٦٨٠)، كتاب الحيض، باب٢.

<sup>(</sup>٤) الأعلام (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٥) المفهم (١/٥٥٥).

يستمتع به، وقيل: حاجته، والحاجة تسمى إربًا بالكسر ثم السكون وأربًا بفتح الهمزة والراء، وذكر الخطابي في شرحه (۱) أنه روي هنا بالوجهين، وأنكر في موضع آخر كما نقله النووي (۲) وغيره عنه رواية الكسر، وكذا أنكرها النحاس، وقد ثبتت رواية الكسر، وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها، والمراد أنه عليه كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعًا لغيره ممن ليس بمعصوم، وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سدالذرائع.

وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر. وقال النووي (٣): هو الأرجح دليلاً لحديث أنس في مسلم: «اصنعوا كل شيء إلا الجماع»، وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعًا بين الأدلة. وقال ابن دقيق العيد (٤): ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد. انتهى. ويدل على الجواز أيضًا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا القى على فرجها ثوبًا، واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدًا ولا غسلاً فأشبهت المباشرة فوق الإزار. وفصل بعض الشافعية فقال: إن يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلا، واستحسنه النووي (٥). ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض ومابعده لظاهر التقييد بقولها: «فور حيضتها»، ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضًا أن النبي كلك كان يتقي سورة الدم ثلاثًا ثم يباشر بعد ذلك، ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين.

<sup>(</sup>١) الأعلام(١/٢١٢).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (٣/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) المنهاج (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) الإحكام (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) المنهاج (٣/ ٢٠٤).

قوله: (تابعه خالد) هو ابن عبدالله الواسطي، و (جرير) هو ابن عبدالحميد، أي تابعاعلي ابن مسهر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق الشيباني بهذا الإسناد، وللشيباني فيه إسناد آخر كما سيأتي عقبه، ومتابعة خالد وصلها (۱) أبو القاسم التنوخي في فوائده من طريق وهب بن بقية عنه، وقد أوردت إسنادها في تغليق التعليق، ومتابعة جرير وصلها أبو داود والإسماعيلي والحاكم في المستدرك (۲)، وهذا مما وهم في استدراكه لكونه مخرجًا في الصحيحين من طريق الشيباني، ورواه أيضًا عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود بسنده هذا منصور بن أبي الأسود، أخرجه أبو عوانة في صحيحه.

قوله: (حدثنا أبو النعمان) هو الذي يقال له عارم، و(عبد الواحد) هو ابن زياد البصري. قوله: (عبد الله بن شداد) أي ابن أسامة بن الهاد الليثي، وهو من أو لاد الصحابة له رؤية. قوله: (أمرها) أي بالاتزار (فاتزرت) وهو في روايتنا بإثبات الهمزة على اللغة الفصحى.

قوله: (رواه سفيان) يعني الثوري (عن الشيباني) يعني بسند عبد الواحد، وهو عند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان نحوه، وقد رواه عن الشيباني أيضًا بهذا الإسناد خالد بن عبد الله عند مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي، وذلك مما يدفع عنه توهم الاضطراب، وكأن الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة وتارة من مسند ميمونة، فسمعه منه جرير وخالد بالإسنادين، وسمعه غيرهما بأحدهما، ورواه عنه أيضًا ميمونة - حفص بن غياث عند أبي داود، وأبو معاوية عند الإسماعيلي، وأسباط بن محمد عند أبي عوانة في صحيحه، وقد تقدم ذكر من رواه عنه بإسناد عائشة.

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) تغليق التعليق (١/ ١٧٠).

#### ٦\_باب تَرْكِ الْحَائِض الصَّوْم

٣٠٤ حَدَّفَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَفِي أَضْحَى اَوْ فَطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَّقُنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكُثْرَ أَهْلِ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَّقُنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكُثْرَ أَهْلِ النَّارِ " فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْثُ مِنْ فَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ". قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "فَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "فَلْلِكِ مِنْ نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "فَلْلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا". اللَّهِ؟ قَالَ: "فَلْلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا". اللَّهِ؟ قَالَ: "فَلْلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا". عَقْلِهَا. أَلْيُسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ ثُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ " قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: "فَلَالِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا".

[الحديث: ٣٠٤، أطرافه في: ٢٢٥٨، ١٩٥١، ١٩٥٨]

قوله: (باب ترك الحائض الصوم) قال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي، وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة وهي غير طاهر، وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبدًا محضًا فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة.

قوله: (حدثنا سعيد بن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المصري الجمحي، لقيه البخاري وروى مسلم وأصحاب السنن عنه بواسطة، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير أخو إسماعيل، والإسناد منه فصاعدًا مدنيون، وفيه تابعي عن تابعي، زيد بن أسلم عن عياض ابن عبد الله وهو ابن أبي سرح العامري، لأبيه صحبة.

قوله: (في أضحى أو فطر) شك من الراوي.

قوله (إلى المصلى فمر على النساء) اختصره المؤلف هنا، وقد ساقه في كتاب الزكاة (١) تامًّا ولفظه: «إلى المصلى فوعظ/ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها الناس تصدقوا، فمر لل على النساء»، وقد تقدم في كتاب العلم (٢) من وجه آخر عن أبي سعيد أنه كان وعد النساء بأن قفردهن بالموعظة فأنجزه ذلك اليوم، وفيه أنه وعظهن وبشرهن.

قوله: (يا معشر النساء) المعشر كل جماعة أمرهم واحد، ونقل عن تعلب أنه مخصوص

<sup>(</sup>١) (١/ ٣٠٠)، كتاب الزكاة، باب٤٤، ح٢٦ ١.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٣٤٣)، كتاب العلم، باب٣٦، ح١٠١.

بالرجال، وهذا الحديث يردعليه، إلا إن كان مراده بالتخصيص حالة إطلاق المعشر لا تقييده كما في الحديث.

قوله: (أريتكن) بضم الهمزة وكسر الراء على البناء للمفعول، والمراد أن الله تعالى أراهن له ليلة الإسراء، وقد تقدم في العلم (١) من حديث ابن عباس بلفظ: «أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء». ويستفاد من حديث ابن عباس أن الرؤية المذكورة وقعت في حال صلاة الكسوف كما سيأتي واضحًا في باب صلاة الكسوف جماعة (٢).

قوله: (وبم؟) الواو استثنافية والباء تعليلية والميم أصلها ما الاستفهامية فحذفت منها الألف تخفيفًا.

قوله: (وتكفرن العشير) أي تجحدن حق الخليط وهو الزوج - أو أعم من ذلك .

قوله: (من ناقصات) صفة موصوف محذوف. قال الطيبي في قوله: «ما رأيت من ناقصات. . . » إلخ . زيادة على الجواب تسمى الاستتباع ، كذا قال وفيه نظر ، ويظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار ، لأنهن إذا كن سببًا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي فقد شاركنه في الإثم وزدن عليه .

قوله: (أذهب) أي أشد إذهابًا، و(اللب) أخص من العقل وهو الخالص منه، (الحازم) الضابط لأمره، وهذه مبالغة في وصفهن بذلك لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط أولى، واستعمال أفعل التفضيل من الإذهاب جائز عند سيبويه حيث جوزه من الثلاثي والمزيد.

قوله: (قلن: ومانقصان ديننا؟) كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه، ونفس هذاالسؤال دال على النقصان لأنهن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة الإكثار والكفران والإذهاب ثم استشكلن كونهن ناقصات، وما ألطف ما أجابهن به يَعَلَيْهُ مَن غير تعنيف ولا لوم، بل خاطبهن على قدر عقولهن، وأشار بقوله: «مثل نصف شهادة الرجل» إلى قوله تعالى: ﴿ فَرَجُلُ لَ عَلَى قَدْرَ عَقُولُهِنَ مِن الشَّهُ لَذَه ﴾ [البقرة: ٢٨٢]؛ لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها، وحكى ابن التين عن بعضهم أنه حمل المعقل هنا على المدية وفيه بعد المستقلة الكلام يأبله .

<sup>(</sup>١) (١/ ١٥٦/١)، كتأب الإيمان، باب ٢، ح٢٩، وليس في العِلم، الملي

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٤٢١)، كتاب الكسوف، باب ٩، ح١٠٥٢.

قوله: (فذلك) بكسر الكاف خطابًا للواحدة التي تولت الخطاب، ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام.

قوله: (لم تصل ولم تصم) فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس.

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد، وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه، واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط، وفيه حضور النساء العيد، لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة، وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة وقد تقدم في العلم (۱)، وفيه أن جحد النعم حرام، وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم، واستدل النووي (۲) على أنهما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار، وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى، وهو محمول على ما إذا كان في معين، وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظًا على فاعلها لقوله في بعض طرقه: «بكفرهن» كما تقدم في الإيمان (۳)، وهو كإطلاق نفي الإيمان، وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببًا لإزالة الصفة التي تعاب، وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين لأن في التعميم تسهيلاً على السامع.

وفيه أن الصدقة تدفع العذاب، وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين، وأن العقل يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك الإيمان كما تقدم، وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرًا من الافتتان بهن، / ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص، وليس نقص الدين منحصرًا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك. قاله النووي. لأنه أمر نسبي، فالكامل مثلًا ناقص عن الأكمل، ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي، وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها؟ قال النووي (٤): الظاهر أنها لا تثاب، والفرق بينها وبين المريض أنه

<sup>(</sup>١) (١/ ٣٤٥)، كتاب العلم، باب٣٦.

<sup>(</sup>٢) المنهاج (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٥٦)، كتاب الإيمان، باب ٢١، ح٢٩، ولفظه: يكون.

<sup>(</sup>٤) المنهاج (٢/ ٦٧).

كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته، والحائض ليست كذلك. وعندي في كون هذا الفرق مستلزمًا لكونها لا تثاب وقفة، وفي الحديث أيضًا مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه، وفيه ما كان عليه عليه من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة، زاده الله تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا.

## ٧- باب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَناسِكَ كُلَّهَا إِلا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَةَ. وَلَمْ يَرَابْنُ عَبَّاسِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا. وَكَانَ النّبِيُ عَيَّةِ يَذْكُرُ اللّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الْحُيَّضُ فَيُكَبِّرْ نَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ. يَذْكُرُ اللّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الْحُيَّابِ النَّبِيِّ فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَ قُل وَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ قَالَوْ إِلَى كَلِمَةِ ... ﴾ ﴿ يَسْسِيمِ اللّهِ الْكَنْبِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ ... ﴾ الآية [آل عمران: ١٤]. وقَالَ عَطَاءٌ: عَنْ جَابِرِ: حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ النَّيَةَ [آل عمران: ١٤]. وقَالَ الْحَكَمُ: إِنِي لأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ. وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْحُكُمُ أَلِهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْحَكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأبيثِ وَلا تُصَلِّي. وقَالَ الْحَكَمُ: إِنِي لأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ. وقَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْحَكُمُ أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الأبيثِ ولا تُصَلِّي . وقَالَ الْحَكَمُ: إِنِي لأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ. وقَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْحَلُونُ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الأبيثِ ولا تُصَلِّي . وقَالَ الْحُكَمُ أَسَمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١]

٣٠٥ حدَّ ثَنَا أَبُو نُعيمٍ قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبْد الْعَزِيزِ بنُ أَبِي سَلَمة عَنْ عَبْدِ الَّرِحْمَنِ بنِ القَاسِمِ عَنِ الْهَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لا نْذكُرُ إلا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِفْنا سَرفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبكيكِ؟» قلتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ. قَالَ: «لَعَامَ. قَالَ: «لَعَامَ. قَالَ: «لَعَلَكِ نُفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ شَيءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بِنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

[تقدم في: ۲۹۶، الأطراف: ۲۹۶، ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۲۳، ۲۱۵۱، ۲۱۵۱، ۲۵۱، ۲۵۱۱، ۲۵۱۱، ۲۵۱۱، ۲۵۱۱، ۲۵۱۱، ۲۵۱۱، ۲۵۱۱، ۲۵۱۱، ۲۵۱۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۷، ۲۸۷۱، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۰، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۰، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۷، ۲۸۷۰، ۲۸۷۷، ۲۸۷۰، ۲۸۷۷، ۲۸۷۰، ۲۸۷۷۰، ۲۸۷۷، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۷۰، ۲۸۰۰، ۲۸۷۰، ۲۸۰۰، ۲۸۰۰، ۲۸۰۰، ۲۸۰۰، ۲۸۰۰، ۲۸۰۰، ۲۸۰۰، ۲۸۰۰، ۲۸۰۰، ۲۸۰۰، ۲۸۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰

قوله: (باب تقضي الحائض) أي تؤدي (المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) قيل: مقصود البخاري (١) بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات، بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها، فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها، إلا الطواف فقط، وفي كون هذا مراده نظر؛ لأن كون مناسك الحج كذلك

<sup>(</sup>١) قائله ابن المنير كما في المتواري (ص: ٨٣).

حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه، والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعًا لابن بطال (١) وغيره: إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها، لأنه على لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبيه ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه، ومنع القراءة إن كان/ لكونه ذكرًا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تعبدًا فيحتاج إلى دليل خاص، ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل كماسنشير إليه.

ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداو دبعموم حديث: «كان يذكر الله على كل أحيانه» لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة، وأورد المصنف أثر إبراهيم وهو النخعي إشعارًا بأن منع الحائض من القراءة ليس مجمعًا عليه، وقد وصله (٢) الدارمي وغيره بلفظ: «أزبعة لا يقرءون القرآن: الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام، إلا الآية ونحوها للجنب والحائض، وروي عن مالك نحو قول إبراهيم وروي عنه الجواز مطلقًا وروي عنه الجواز للحائض دون الجنب، وقد قيل: إنه قول الشافعي في القديم، ثم أورد أثر ابن عباس، وقد وصله ابن المنذر بلفظ: «إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب»، وأما حديث أم عطية فوصله المؤلف في العيدين (٣)، وقوله فيه: «ويدعون» كذا لأكثر الرواة، ولكشميهني: «يدعين» بياء تحتانية بدل الواو، ووجه الدلالة منه ما تقدم من أنه لا فرق بين ولكشميهني: «يدعين» بياء تحتانية بدل الواو، ووجه الدلالة منه ما تقدم من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها، ثم أورد المصنف طرفًا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل وهو موصول عنده في بدء الوحي (٤) وغيره، ووجه الدلالة منه أن النبي محتملًا على آيتين فكذلك يجوز له خينه، كأنه يقول: إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملًا على آيتين فكذلك يجوز له قراءته، كذا قاله ابن رشيد.

<sup>(1) (1/173).</sup> 

<sup>(</sup>٢) تغليق التعليق (١/١٧١).

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٢٩٣)، كتاب العيدين، باب١٢، ح٩٧١.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٧٠)، كتاب بدء الوحى، باب١، ح٧٠

وتوجيه الدلالة منه إنماهي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرءوه فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط، وقد أجيب عمن منع ذلك \_ وهم الجمهور \_ بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوة، ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين، قال الثودي: لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه، وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب. وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه، وعنه إن وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب. وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه، وعنه إن رجى منه الهداية جاز وإلا فلا، وقال بعض من منع: لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن، لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع، وكذلك الكافر. وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الجهاد (١) إن شاء الله تعالى.

(تنبيه): ذكر صاحب المشارق أنه وقع في رواية القابسي والنسفي وعبدوس هنا (ويا أهل الكتاب) بزيادة واو قال: وسقطت لأبي ذر والأصيلي وهو الصواب. قلت: فافهم أن الأولى خطأ لكونها مخالفة للتلاوة، وليست خطأ، وقد تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الوحي (٢).

قوله: (وقال عطاء عن جابر) هو طرف من حديث موصول عند المصنف في كتاب الأحكام (٣) وفي آخره: «غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي»، وأما أثر الحكم وهو الفقيه الكوفي وفوصله البغوي في الجعديات من روايته عن علي بن الجعد عن شعبة عنه، ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقها، وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره، ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه. واستدل الجمهور على المنع بحديث علي: «كان رسول الله ولله يكل لا يحجبه عن القرآن شيء، ليس الجنابة» رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، لكن قبل: في الاستدلال به نظر، لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه، / وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعًا بين الأدلة، وأما حديث ابن عمر مرفوعًا: «لا تقر أالحائض ولا

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲۰۷)، كتاب الجهاد، باب ۱۰۲، ح ۲۹۶۱.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۸۲)، کتاب بدء الوحي، باب ۱، ح۷.

<sup>(</sup>٣) (١٧/ ٧٧)، كتاب في التمني، باب، ح ٧٢٣٠.

الجنب شيئًا من القرآن فضعيف من جميع طرقه ، وقد تقدم الكلام على حديث عائشة في أول كتاب الحيض (١١) ، وقولها: «طمثت» بفتح الميم وإسكان المثلثة أي حضت ، ويجوز كسر الميم يقال: «طمِثت» المرأة بالفتح والكسر في الماضي «تطمُث» بالضم في المستقبل .

#### ٨-باب الاستِحاضة

٣٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَتُ مُنْكِ اللَّهِ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ". الصَّلاة، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ".

[تقدم في: ٢٢٨، الأطراف: ٢٢٨، ٣٢٥، ٣٢٥]

قوله: (باب الاستحاضة) تقدم أنها جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له: العاذل بعين مهملة وذال معجمة.

قوله: (إني لا أطهر) تقدم في باب غسل الدم (٢) من رواية أبي معاوية عن هشام وهو ابن عروة. في هذا الحديث التصريح ببيان السبب وهو قولها: «إني أستحاض» وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكنت بعدم الطهر عن اتصاله، وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقق ذلك فقالت: «أفأدع الصلاة؟».

قوله: (إنما ذلك) بكسر الكاف وزاد في الرواية الماضية: «فقال: لا».

قوله: (وليس بالحيضة) بفتح الحاء كما نقله الخطابي (٣) عن أكثر المحدثين أو كلهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر، وقال النووي (٤): وهو متعين أو قريب من المتعين لأنه على أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. وأما قوله: «فإذا أقبلت الحيضة» فيجوز فيه الوجهان معاجوازًا حسنًا. انتهى كلامه. والذي في روايتنا بفتح الحاء في

<sup>(</sup>١) (١/ ٦٧٧)، كتاب الحيض، باب١.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ٥٦٥)، كتاب الوضوء، باب ٢٣، - ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) الأعلام(١/٢١٣).

<sup>(</sup>٤) المنهاج (٤/ ٢٠).

الموضعين. والله أعلم.

قوله: (فاغسلي عنك المنم وصلي) أي بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض (ألاث من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره: «ثم اغتسلي وصلي» ولم يذكر غسل الدم. وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر غسل الدم، منهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم، كلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده، وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم (٢) من رواية أبي معاوية فذكر مثل حديث الباب وزاد: «ثم توضيي لكل صلاة» ورددنا هناك قول من قال: إنه مدرج، وقول من جزم بأنه موقوف على عروة، ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النسائي من طريق حماد ابن زيد عن هشام وادعى أن حمادًا تفرد بهذه الزيادة، وأوماً مسلم أيضًا إلى ذلك، وليس كذلك، فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام.

وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض و تعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي/ بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: «ثم توضئي لكل صلاة»، وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة، وعلى قولهم المراد بقوله: «وتوضئي لكل صلاة» أي لوقت كل صلاة، ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل، وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر، وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط، وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء، وجواز سماع صوتها للحاجة، وفيه غير ذلك. وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة لقوله: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» لأن أقل ما يطلق عليه لفظ: «أيام ثلاثة، وأكثره عشرة، فأما دون الثلاثة فإنما يقال: يومان ويوم، وأما فوق عشرة فإنما يقال: أحد عشر يومًا

<sup>(</sup>۱) (۷۲۰/۱)، كتاب الحيض، باب۲۲، ح٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥٦٥)، كتاب الوضوء، باب ٦٣، ح ٢٢٨.

وهكذا إلى عشرين، وفي الاستدلال بذلك نظر.

٩ ـ باب غَسْل دَم الْمَحِيضِ

٣٠٧ حدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْذِرِ إِخْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِنَّا أَصَابَ ثَوْبَ إِخْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ اللَّهِ عَلَيْتُمَ : "إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِخْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتَ : "إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِخْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقُرُصُهُ ثُمَّ التَّاعِثُ مِنَا اللَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقُرُصُهُ ثُمَّ لِتَصَلِّعُ فِيهِ ».

[تقدم في: ٢٢٧]

قوله: (باب غسل دم المحيض) هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة في كتاب الوضوء وهي غسل الدم.

قد تقدم الكلام هناك على حديث أسماء هذا، أخرجه هناك من رواية يحيى القطان عن هشام، وإسناد هذه الرواية كالتي قبلها مدنيون سوى شيخه. وفيه من الفوائد ما في الذي قبله، وجواز سؤال المرأة عما يستحيي من ذكره، والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة، وأن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله، وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها.

٣٠٨ حدَّقَنَا أَصْبَعُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ.

قوله: (حدثنا أصبغ) هو وشيخه وشيخ شيخه الثلاثة مصريون، والباقون وهم ثلاثة أيضًا مدنيون.

قوله: (كانت إحدانا) أي أزواج النبي على وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه على وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع، ويؤيده حديث أسماء الذي قبله، قال ابن بطال (١): حديث عائشة يفسر حديث أسماء وأن المراد بالنضح في حديث أسماء الغسل، وأما قول عائشة: «وتنضح على سائره» فإنما فعلت ذلك دفعًا للوسوسة ؛ لأنه قد بان في سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لا بعضه، وفي قولها: «ثم تصلي فيه» إشارة إلى

<sup>(1) (1/073).</sup> 

امتناع الصلاة في الثوب النجس.

قوله: (عند طهرها) كذا في أكثر الروايات، وللمستملي والحموي: «عند طهره» أي الثوب، والمعنى عند إرادة تطهيره، وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره.

#### ١٠ - باب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَة

٣٠٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمِ. وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلانَةُ تَبَجِدُهُ.

[الحديث: ٣٠٩، أطرافه في: ٣١٠، ٣١١، ٢٠٣٧، ٢]

٣١٠ حدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اعْتَكَفَتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَةِ امْرَأَةٌ مَنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

[تقدم في: ٣٠٩، الأطراف: ٣١١، ٢٠٣٧]

٣١١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

[تقدم في: ٣٠٩، الأطراف: ٣٠٩، ٣١٠، ٢٠٣٧]

قوله: (باب اعتكاف المستحاضة) أي جوازه.

قوله: (حدثنا خالد بن عبد الله) هو الطحان الواسطي، وشيخه خالدهو ابن مهران الذي يقال له: الحذاء بالحاء المهملة والذال المعجمة المثقلة، ومدار الحديث المذكور عليه، و(عكرمة) هو مولى ابن عباس.

قوله: (بعض نسائه) قال ابن الجوزي (٢): ماعرفنامن أزواج النبي ﷺ من كانت مستحاضة،

<sup>(</sup>١) كشف المشكل (٤/ ٣٧٧)..

<sup>(</sup>٢) كشف المشكل (٤/ ٣٩٤).

قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقولها من نسائه أي النساء المتعلقات به وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. قلت: يردهذا التأويل قوله في الرواية الثانية: «امرأة من أزواجه» وقلا ذكرها الحميدي (۱) عقب الرواية الأولى فما أدري كيف غفل عنها ابن الجوزي، وفي الرواية الثالثة: «بعض أمهات المؤمنين»، ومن المستبعد أن تعتكف معه هامرأة غير زوجاته وإن كان لها به تعلق. وقد حكى ابن عبد البرأن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات: زينب أم المؤمنين، وحمنة زوج طلحة، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف وهي المشهورة منهن بذلك، وسيأتي حديثها في ذلك (۱)، وذكر أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة: «استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي : اغتسلي لكل صلاة»، وكذا وقع في عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبيبة أختها. وقال عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبيبة أختها. وقال شيخنا الإمام البلقيني: يحمل على أن زينب بنت جحش استحيضت وقتًا بخلاف أختها فإن استحاضتها دامت. قلت: وكذا يحمل على ماسأذكره في حق سودة وأم سلمة. والله أعلم.

وقرأت بخط مغلطاي في عد المستحاضات في زمن النبي على قال: وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، فلعلها هي المذكورة. قلت: وهو حديث ذكره أبو داود/ من هذا الوجه تعليقًا، وذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولاً. قلت: لكنه مرسل لأن أبا جعفر تابعي ولم يذكر من حدثه به. 11 وقرأت في السنن لسعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد هو الحذاء عن عكرمة أن امرأة من أزواج النبي كل كانت معتكفة وهي مستحاضة. قال: وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة وربما جعلت الطست تحتها. قلت: وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة لا تحاد المخرج. وقد أرسله إسماعيل ابن علية عن عكرمة، ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر عائشة فيه، ورجح البخاري الموصول فأخرجه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل ابن علية هذا الحديث كما أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أم سلمة. والله أعلم.

قوله: (من الدم) أي لأجل الدم.

<sup>(</sup>١) الجمع بين الصحيحين (٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٧٢١)، كتاب الحيض، باب٢٦، ح٣٢٧.

قوله: (وزعم) هو معطوف على معنى العنعنة أي حدثني عكرمة بكذا وزعم كذا. وأبعد من زعم أنه معلق.

قوله: (كأن) بالهمز وتشديد النون.

قوله: (فلانة) لظاهر أنها تعنى المرأة التي ذكرتها قبل. ورأيت على حاشية نسخة صحيحة من أصل أبي ذر ما نصه: «فلانة هي رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان». فإن كان ثابتًا فهو قول ثالث في تفسير المبهمة، وعلى ما زعم ابن الجوزي من أن المستحاضة ليست من أزواجه فقد روي أن زينب بنت أم سلمة استحيضت، روى ذلك البيهقي والإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن أبي كثير، لكن الحديث في سنن أبي داو د من حكاية زينب عن غيرها وهو أشبه، فإنها كانت في زمنه ﷺ صغيرة لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة وزينب ترضع وأسماء بنت عميس. حكاه الدارقطني من رواية سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عنها. قلت: وهو عند أبي داود على الترددهل هو عن أسماء أو فاطمة بنت أبي حبيش؟ وهاتان لهما به ﷺ تعلق، لأن زينب ربيبته وأسماء أخت امرأته ميمونة لأمها، وكذا لحمنة وأم حبيبة به تعلق وحديثهما في سنن أبي داود، فهؤلاء سبع يمكن أن تفسر المبهمة بإحداهن. وأما من استحيض في عهده علي من الصحابيات غيرهن فسهلة بنت سهيل ذكرها أبو داود أيضًا، وأسماء بنت مرثد ذكرها البيهقي وغيره، وبادية بنت غيلان ذكرها ابن منده، وفاطمة بنت أبي حبيش وقصتها عن عائشة في الصحيحين، ووقع في سنن أبي داود عن فاطمة بنت قيس فظن بعضهم أنها القرشية الفهرية والصواب أنها بنت أبي حبيش واسم أبي حبيش قيس، فهؤلاء أربع نسوة أيضًا وقد كملن عشرًا بحذف زينب بنت أبي سلمة. وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث. ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل.

# ١١ - باب هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ؟

٣١٢ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ لإحْدَانَا إلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا.

قوله: (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟) قيل: مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره. وفي الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على / أنه كان لها ثوب مختص بالحيض، أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر، وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال، ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها: «ثوب واحد» مختص بالحيض، وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة، وليس فيه أيضًا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره، وقد مضى قبل بباب عنها (۱) ذكر الغسل بعد القرص قالت: «ثم تصلي فيه»، فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله، وقولها في حديث الباب: «قالت بريقها» من إطلاق القول على الفعل، وقولها: «فمصعته» بالصاد في حديث الباب: «قالت بريقها» من إطلاق القول على الفعل، ودواه أبو داود بالقاف بدل الميم، والعين المهملتين المفتوحتين أي حكته وفركته بظفرها، ورواه أبو داود بالقاف بدل الميم، والقصع الدلك. ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث: «ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها»، فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله، والتوجيه الأول أقوى.

(فائدة): طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع، ومن جهة دعوى الاضطراب؛ فأما الانقطاع فقال أبوحاتم: لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني، فهو مقدم على من نفاه. وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح، وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين، ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه، وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته، والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة. والله أعلم.

## ١٢ ـ باب الطِّيبِ لِلْمَرْ أَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

٣١٣ حَدَّثَ مَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَ مَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ - قَلْ أَمُّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ لَكَ عَنْ حَفْصَةً - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدً عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكْتَجِلَ وَلا نَتَطَيَّبَ وَلا نَلْبَسَ ثُوبًا مَصْبُوعًا إِلاَ قَوْبَ عَصْبٍ. وَقَدْرُخُصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ قَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَ قَوْبَ عَصْبٍ. وَقَدْرُخُصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٦٩٥)، كتاب الحيض، باب ٩، ح٣٠٧.

مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ. وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ. قَالَ أَبُو عَبْد اللّهِ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[الحديث: ٣١٣، أطراف في: ١٢٧٨، ١٢٧٩، ٥٣٤٠، ٥٣٤١، ٥٣٤١]

قوله: (باب الطيب للمرأة) المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد بحيث إنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص.

قوله: (عن أيوب عن حفصة عن أم عطية) زاد المستملي وكريمة: «قال أبو عبد الله» أي المصنف (أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية) كأنه شك في شيخ حماد أهو أيوب أو هشام؟ ولم يذكر ذلك باقي الرواة ولا أصحاب المستخرجات ولا الأطراف، وقد أورد المصنف هذا الحديث في كتاب الطلاق (١) بهذا الإسناد فلم يذكر ذلك.

قوله: (كنا ننهى) بضم النون الأولى وفاعل النهي النبي على كله كما دلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة بعد، وهذا هو السرفي ذكرها.

قوله: (نحد) بضم النون وكسر/ المهملة من الإحداد وهو الامتناع من الزينة.

قوله: (إلا على زوج) كذا للأكثر، وفي رواية المستملي والحموي: «إلا على زوجها»، والأولى موافقة للفظ «نحد»، وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها «كناننهي» أي كل واحدة منهن.

قوله: (ولا نكتحل) بالرفع والنصب أيضًا على العطف، و«لا» زائدة، وأكد بها لأن في النهى معنى النفى.

قوله: (ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين، قال في المحكم: هو ضرب من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج، وسيأتي الكلام على أحكام الحادة في كتاب الطلاق (٢) إن شاء الله تعالى.

قوله: (في نبذة) أي قطعة.

قوله: (كست أظفار)كذا في هذه الرواية قال ابن التين صوابه: «قسط ظفار»كذا قال، ولم أر هذا في هذه الرواية، لكن حكاه صاحب المشارق<sup>(٣)</sup>، ووجهه بأنه منسوب إلى ظفار مدينة

<sup>(</sup>۱) (۲۲/۲۳۹)، كتاب الطلاق، باب٤١، - ٥٣٤١...

<sup>(</sup>٢) (٢٣٨/١٢) وما بعدها، كتاب الطلاق، باب٤١، ٤٨، ٤٩، ٥٠.

<sup>(</sup>٣) المشارق(١/٣٤٦).

معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها القسط الهندي، وحكى في ضبط ظفار وجهين كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام، ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه: «من قسط أو أظفار» بإثبات «أو» وهي للتخيير، قال في المشارق: القسط بخور معروف وكذلك الأظفار، قال في البارع: الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر. وقال صاحب المحكم: الظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور والجمع أظفار، وقال صاحب العين: لا واحد له. والكست بضم الكاف وسكون المهملة بعدها مثناة هو القسط، قاله المصنف في الطلاق، وكذا قاله غيره، وحكى المفضل بن سلمة أنه يقال بالكاف والطاء أيضًا. قال النووي (۱): ليس القسط والظفر من مقصود التطيب، وإنما رخص فيه للحادَّة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. قال المهلب: رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من الصلاة. وسيأتي الكلام على مسألة اتباع الجنائز (۲) في موضعه إن شاء الله تعالى.

قوله: (وروي) كذا لأبي ذر، ولغيره «ورواه» أي الحديث المذكور، وسيأتي موصولاً عند المصنف في كتاب الطلاق<sup>(٣)</sup> إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذكور، ولم يقع هذا التعليق في رواية المستملي، وأغرب الكرماني (٤) فجوز أن يكون قائل: «ورواه» حمادبن زيد المذكور في أول الباب فلا يكون تعليقًا.

# ١٣ ـ باب دَلْكِ الْمَرْ أَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ أَثَرَ الدَّمِ

٣١٤ حَدَّثَ نَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكِ سَأَلَتِ النَّبِيَ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا». قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، فَتَطَهَّرِي بِهَا». قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّرِي بِهَا». فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَعِي بِهَا أَثْرَ الدَّمِ.

[الحديث: ٣١٤، طرفاه في: ٣١٥، ٧٣٥٧]

<sup>(</sup>۱) المنهاج (۱۸/۱۰).

<sup>(</sup>٢) (١٨/٤)، كتاب الجنائز، باب٢٩، ح١٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) (٢٤١/١٢)، كتاب الطلاق، باب٤٩، ح٥٣٤٣، ٥٣٤٣.

<sup>.(174/4) (</sup>٤)

قوله: (باب دلك المرأة نفسها. . .) إلى آخر الترجمة قيل: ليس في الحديث ما يطابق الترجمة لأنه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك، وأجاب الكرماني (۱) تبعًا لغيره بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك، وبأن المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لا نفس الاغتسال. انتهى. وهو حسن على ما فيه من كلفة، وأحسن منه أن المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده وإن لم يكن المقصود منصوصا على أساقه، وبيان ذلك أن مسلمًا أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي أخرجه منها المصنف، فذكر بعد قوله: كيف تغتسل: «ثم تأخذ» زاد «ثم» الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسال، ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور ولفظه: «فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديدًا حتى تبلغ شئون رأسها أي أصوله ـ ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة» فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على كيفيه الغسل والدلك، وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه.

قوله: (حدثنا يحيى) هو ابن موسى البلخي كما جزم به ابن السكن في روايته عن الفربري، وقال البيهقي: هو يحيى بن جعفر، وقيل: إنه وقع كذلك في بعض النسخ.

قوله: (عن منصور ابن صفية) هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري، نسب إليها لشهرتها، واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، وهو من رهط زوجته صفية، وشيبة له صحبه ولها أيضًا، وقتل الحارث بن طلحة بأحد، ولعبد الرحمن رؤية، ووقع التصريح بالسماع في جميع السند عند الحميدي في مسنده.

قوله: (أن امرأة) زاد في رواية وهيب (٢): «من الأنصار» وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام، ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم، وروى الخطيب في المبهمات من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث فقال: أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون

 $<sup>(1 \</sup>Lambda Y / Y)$  (1)

<sup>(</sup>٢) (١/ ٧٠٥)، كتاب الحيض، باب ١٤، ح ٣١٥.

الأنصارية التي يقال لها: خطيبة النساء، وتبعه ابن الجوزي في التلقيح (١) والدمياطي وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيف لأنه ليس في الأنصار من يقال له: شكل، وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل، وقد يحتمل أن يكون «شكل» لقبًا لا اسمًا، والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم، أو أسماء بغير نسب كما في أبي داود، وكذا في مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب، وحكى النووي في شرح مسلم (٢) الوجهين بغير ترجيح. والله أعلم.

قوله: (فأمرها كيف تغتسل قال: خذي) قال الكرماني (٣) هو بيان لقولها: «أمرها» فإن قيل: كيف يكون بيانًا للاغتسال، والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة؟ فالجواب أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال لأنه معروف لكل أحد، بل كان لقدر زائد على ذلك. وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة (١٤) وقوفًا مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن الطريق التي ذكرناها عند مسلم الدالة على أن بعض الرواة اختصر أو اقتصر. والله أعلم.

قوله: (فرصة) بكسر الفاء وحكى ابن سيده تثليثها وبإسكان الراء وإهمال الصاد: قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره، وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص «قرصة» بفتح القاف، ووجهه المنذري فقال: يعني شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف الإصبعين. انتهى. ووهم من عزا هذه الرواية للبخاري، وقال ابن قتيبة: هي «قرضة» بفتح القاف وبالضاد المعجمة.

وقوله: (من مسك) بفتح الميم والمراد قطعة جلد، وهي رواية من قاله بكسر الميم، واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه، وتبعه ابن بطال (٥٠) وفي المشارق (٦٠) أن أكثر الروايات بفتح الميم. ورجح النووي (٧) الكسر وقال: إن الرواية

<sup>(</sup>۱) (ص: ۳۲٤)، وكذا في كشف المشكل (٤/ ٣٧٠).

<sup>(10/2) (7)</sup> 

<sup>.(1) (7) (7)</sup> 

<sup>(3) (1/</sup>٧٢١).

<sup>(6) (1/ 873).</sup> 

<sup>(</sup>r) (Y\ VAT).

<sup>(</sup>٧) المنهاج (١٣/٤).

الأخرى وهي قوله: «فرصة ممسكة» تدل عليه، وفيه نظر، / لأن الخطابي (١) قال: يحتمل أن يكون المراد بقوله: «ممسكة» أي مأخوذة باليد، يقال: أمسكته ومسكته، لكن يبقى الكلام ظاهر الركة لأنه يصير هكذا: خذي قطعة مأخوذة. وقال الكرماني (٢): صنيع البخاري يشعر بأن الرواية عنده بفتح الميم حيث جعل للأمر بالطيب بابًا مستقلاً. انتهى. واقتصار البخاري في الترجمة على بعض ما دلت عليه لا يدل على نفي ما عداه، ويقوى رواية الكسر وأن المراد التطيب ما في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده «من ذريرة»، وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب، وقد يكون المأمور به من يقدر عليه، قال النووي (٣): والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح، وقيل: لكونه أسرع إلى الحبل، حكاه الماوردي قال: فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح، وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق. وضعف النووي الثاني وقال: لو كان صحيحًا لاختصت به المزوجة، قال: وإطلاق الأحاديث يرده، والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، فإن يرده، والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، فإن لم تجد مسكًا فطيبًا، فإن لم تجد فمزيلاً كالطين وإلا فالماء كاف، وقد سبق في الباب قبله أن الحادة تتبخر بالقسط فيجزيها.

قوله: (فتطهري) قال في الرواية التي بعدها: «توضئي» أي تنظفي.

قوله: (سبحان الله) زاد في الرواية الآتية: «استَحْيَى وأَعْرَضَ»، وللإسماعيلي: «فلما رأيته استحيى علمتها» وزاد الدارمي «وهو يسمع فلاينكر».

قوله: (أثر الدم) قال النووي (٤): المرادبه عند العلماء الفرج، وقال المحاملي: يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها، قال: ولم أره لغيره، وظاهر الحديث حجة له. قلت: ويصرح به رواية الإسماعيلي: «تتبعي بها مواضع الدم».

وفي هذا الحديث من الفوائد: التسبيح عند التعجب، ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر؟ وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وفيه سؤال

<sup>(</sup>١) الأعلام(١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>۲) (۳/۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) (١٧/ ٢٥٩)، كتاب الاعتصام، باب ٢٤، - ٧٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) المنهاج (٤/٤).

المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها، ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: «لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»، كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث، وتقدم في العلم معلقا (١٠)، وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة إلى الأمور المستهجنة، وتكرير الجواب لإنهام السائل، وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أو لا لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله: «توضئي» أي في المحل الذي يُستحيى من مواجهة المرأة بالتصريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها، وبوب عليه المصنف في الاعتصام (٢): «الأحكام التي تعرف بالدلائل»، وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه، وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل، وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه: نعم، وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه، وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم، وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة، وفيه حسن خلقه على عظيم حلمه وحيائه. زاده الله شرفًا.

# ١٤ ـ باب غَسْل الْمَحِيضِ

٣١٥ ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْانْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: «خُذِي فِرْصَةٌ مُمَسَّكَةٌ فَتَوَطَّنِي الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: فَأَخَذَبُهُا فَجَذَبُتُهَا مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: «تَوَطَّنِي بِهَا». فَأَخَذُتُهَا فَجَذَبُتُهَا لَاللَّي اللَّهُ الل

[تقدم في: ٣١٤، الأطراف: ٣١٤، ٧٣٥٧]

قوله: (بابغسل المحيض) قدم توجيهه في الترجمة التي قبله.

قوله: (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم، و(منصور) هو ابن صفية المذكور في الإسناد قبله.

قوله: (وتوضئي ثلاثًا) يحتمل أن يتعلق قوله: «ثلاثًا» بـ «توضئي» أي كرري الوضوء ثلاثًا، ويحتمل أن يتعلق بـ «قال» ويؤيده السياق المتقدم، أي قال لها ذلك ثلاث مرات.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۹۷)، كتاب العلم، باب٥٠.

<sup>(</sup>٢) (١٧/ ٢٥٩)، كتاب الاعتصام، باب٢٤، ح٧٣٥٧.

قوله: (أو قال) كذا وقع بالشك في أكثر الروايات، ووقع في رواية ابن عساكر: «وقال» بالواو العاطفة، والأولى أظهر . ومحل التردد في لفظ: «بها» هل هو ثابت أم لا، أو التردد واقع بينه وبين لفظ: «ثلاثًا». والله أعلم .

#### ٥ ١ \_ باب امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

٣١٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُنِ الْهَدْيَ. فَزَعَمَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لَيْلَةٌ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا كُنْتُ أَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةٌ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لَيْلَةٌ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ». فَمَتَعْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ». فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي اللّهَ الَّتِي نَسَكْتُ . التَّيْ نَسَكْتُ .

آتقدم في: ١٩٤٤، الأطراف: ١٩٤٤، ٢١٣، ٢١٣، ٢١٩، ٢٣٨، ٢١٥١، ١٥١١، ٢٥٥١، ٢٥١٠، ١٥٠١، ١٥٠١، ١٢٥١، ١٢٥١، ١٢٥١، ١٢٥١، ٢٥٠١، ٢٥٠١، ٢٢٠١، ٢٢٠١، ٢٢٠١، ٢٢٠١، ٢٨٧١، ٢٨٧١، ٢٨٧١، ٢٨٧١، ٢٨٧١، ٢٨٧١، ٢٨٧١، ٢٨٧١، ٢٨٧١، ٢٨٧١، ٢٨٧١، ٢٨٧١، ٢٨٧١، ٢٨٧١، ٢٨٧١، ٢٠٢٧]

#### قوله: (باب امتشاط المرأة. حدثنا إبراهيم) هو ابن سعد.

قوله: (انقضي رأسك) أي حلي ضفره (وامتشطي) قيل: ليس فيه دليل على الترجمة، قاله الداودي ومن تبعه، قالوا: لأن أمرها بالامتشاط كان للإهلال وهي حائض لا عند غسلها، والجواب أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال لأنه من سنة الإحرام، وقد ورد الأمر بالاغتسال صريحًا في هذه القصة فيما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ولفظه: «فاغتسلي ثم أهلي بالحج» فكأن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصًا فيما ساقه، ويحتمل أن يكون الداودي أراد بقوله: «لا عند غسلها» أي من الحيض ولم يرد نفي الاغتسال مطلقًا، والحامل له على ذلك ما في الصحيحين أن عائشة إنما طهرت من حيضها يوم النحر فلم تغتسل يوم عرفة إلا للإحرام، وأما ما وقع في مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة فهو محمول على غسل الإحرام طريق مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة فهو محمول على غسل الإحرام جمعًا بين الروايتين، وإذا ثبت أن غسلها إذ ذاك كان للإحرام استفيد معنى الترجمة من دليل الخطاب لأنه إذا جاز لها الامتشاط في غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل المحيض الخطاب لأنه إذا جاز لها الامتشاط في غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل المحيض

وهو واجب أولى.

قوله: (أمر عبد الرحمن) يعني ابن أبي بكر، وليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم الموحدة هي الليلة التي نزلوا فيها في المحصب، وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منى خارج مكة.

قوله: (التي نسكت) كذا للأكثر، مأخوذ من النسك، وفي رواية أبي زيد المروزي: «سكت» بحذف النون وتشديد آخره أي عنها، والقابسي بمعجمة والتخفيف، والضمير فيه راجع إلى عائشة على سبيل الالتفات، وفي السياق التفات آخر بعد التفات، وهو ظاهر للمتأمل.

## ١٦ - باب نَقْضِ الْمَرْ أَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْل الْمَحِيضِ

٣١٧ ـ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا/ مُوَافِينَ لِهِلالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ لِهُمْرَةٍ لَا فَلْهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ لِلْ اللَّهِ عَلَيْهُ لِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ لَلْ اللَّهِ عَلَيْهُ لِلْ اللَّهِ عَلَيْهُ لِلْ اللَّهِ عَلَيْهُ لِلْ اللَّهِ عَلَيْهُ لَوْلا أَنِّي اَهْدَيْتُ لَا هُلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ". فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجًّ ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ إَلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: "دَعِي وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ إَلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: "دَعِي فَمُرْتَكِ وَانْقُضِي رَأُسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِي بِحَجًّ ". فَفَعَلْتُ، حَتَى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ عُمْرَتِكِ وَانْقُضِي رَأُسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِي بِحَجًّ ". فَفَعَلْتُ، حَتَى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ عُمْرَتِكِ وَانْقُضِي رَأُسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِي بِحَجً ". فَفَعَلْتُ، حَتَى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ عَمْرَتِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَكُمْ فَخَرَجْتُ إِلَى النَّيْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. قَالَ هُمُ اللَّهُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. قَالَ هُمُ وَلَا صَوْمٌ وَلا صَوْمٌ وَلَا صَوْمُ وَلِو مَلْ مَلِلْ فَي مُنْ فَالْمُ فَالْتُ مَتْمُ وَلَا صَوْمُ اللَّهُ وَلَا مَا مُولَا صَوْمُ وَلا صَوْمٌ وَلا صَوْمٌ وَلا صَوْمُ وَلا صَوْمٌ وَلا صَوْمُ وَلا صَوْمُ وَلا صَوْمَ وَلا صَوْمُ وَلا صَوْمُ وَلا صَوْمُ وَلا صَوْمُ وَلا صَوْمٌ وَلا صَوْمُ وَلا صَوْمُ وَلا صَوْمُ وَلا صَوْمُ اللْهُ عَلَا اللَّهُ وَلا صَوْمُ وَلا صَوْمُ وَلا صَوْمُ وَلا صَوْمُ وَلَا صَوْمُ وَلا صَوْمُ وَا

[تقدم في: ۲۹۲، الأطراف: ۲۹۲، ۲۱۳، ۲۱۹، ۲۱۳، ۲۱۵۱، ۱۰۱۸، ۲۰۵۱، ۲۰۵۱، ۲۰۵۱، ۲۰۵۱، ۲۰۵۱، ۲۰۵۱، ۲۰۵۱، ۲۰۵۱، ۲۰۵۱، ۲۰۸۱، ۲۳۷۱، ۲۳۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۱، ۲۸۷۲، ۲۸۷۲، ۲۸۷۲، ۲۸۷۲، ۲۸۷۲، ۲۸۷۲، ۲۸۷۲، ۲۹۸۷]

قوله: (باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض) أي هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاوس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، ورجع جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما، قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدًا قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبدالله بن عمرو. قلت: وهو في مسلم عنه، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه. وقال النووي(١): حكاه أصحابنا عن النخعي، واستدل الجمهور

<sup>(</sup>١) المنهاج (١/ ١١).

على عدم الوجوب بحديث أم سلمة: «قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا» رواه مسلم، وفي رواية له: «للحيضة والجنابة» وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعًا بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا.

قوله: (فليهلل) في رواية الأصيلي: «فليهل» بلام واحدة مشددة.

قوله: (لأحللت) في رواية كريمة والحموي: «لأهللت» بالهاء، وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث والذي قبله في كتاب الحج (١) إن شاء الله تعالى .

#### ١٧ ـ باب مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

٣١٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَ بِالرَّحِم مَلَكًا يَقُولُ: يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُلْعَةٌ، يَا رَبِّ مُلْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُلْفَةٌ، يَا رَبِّ مُلْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُلْفَةٌ، يَا رَبِّ مُلَقَةٌ مَا الرَّرْقُ وَالأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِي خَلْقَهُ قَالَ: أَذَكَرُ أَمْ أَنْفَى؟ شَقِيًّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ وَالأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

[الحديث: ١٨ ٣)، طرفاه في: ٣٣٣٣، ٢٥٩٥]

قوله: (باب مخلقة وغير مخلقة) رويناه بالإضافة، أي باب تفسير قوله تعالى: ﴿ تُخَلَّقَةِ وَغَيْرِ مُخَلَّفَ قِ ﴾ [الحج: ٥] وبالتنوين وتوجيهه ظاهر.

قوله: (حدثنا حماد) هو ابن زيد، و (عبيدالله) بالتصغير ابن أبي بكر بن أنس بن مالك.

قوله: (إن الله عز وجل وكلّ) وقع في روايتنا بالتخفيف، يقال: وَكَلَه بكذا إذا استكفاه إياه وصرف أمره إليه، وللأكثر بالتشديد وهو موافق لقوله تعالى: ﴿ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى ثُوِكِلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١]

قوله: (يقول: يا رب نطفة) بالرفع والتنوين، أي وقعت في الرحم نطفة، وفي رواية القابسي بالنصب أي خلقت يا رب نطفة، ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة، بل بين كل حالة وحالة مدة تبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب القدر (٢) أنها أربعون يومًا، وسيأتي الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس هذا، والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من

<sup>(</sup>١) (٤/ ٤٤٥)، كتاب الحج، باب ٣١، ح١٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) (١٥/ ١٨٥)، كتاب القدر، باب١، ح١٥٩٤.

حديث ابن مسعود المذكور، ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية، وأوضح منه سياقًا ما رواه/ الطبري من طريق داو دابن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال: «إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكًا فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة مجها الرحم دمًا، وإن قال: مخلقة قال: يا رب فما صفة هذه النطفة؟ فذكر الحديث وإسناده صحيح، وهو موقوف لفظًا مرفوع حكمًا، وحكى الطبري لأهل التفسير في ذلك أقوالاً وقال: الصواب قول من قال: المخلقة المصورة خلقًا تامًا، وغير المخلقة السقط قبل تمام خلقه، وهو قول مجاهد والشعبي وغيرهما.

وقال ابن بطال (۱۱): غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول: إن الحامل لا تحيض، وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطائفة، وإليه ذهب الشافعي في القديم، وقال في الجديد: إنها تحيض، وبه قال إسحاق، وعن مالك روايتان. قلت: وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر، لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون (۱۲) الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض. وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت؛ لأن هذا دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض، فمن ادعى خلافه فعليه البيان، وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض، واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم موكلاً به أن يكون حالاً فيه، ثم هو مشترك الإلزام لأن الدم كله قذر. والله أعلم.

#### ١٨ ـ باب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟

٣١٩ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ. فَقَالَ نَ مُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى

<sup>(1) (1/333).</sup> 

<sup>(</sup>Y) كذا في النسخ ، ولعله (أن يكون) بإسقاط حرف النفي ليستقيم المعنى . فتأمل .

[تقلم في: ١٩٤٤، الأطراف: ١٩٤٤، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٧، ٢١٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٠١، ٢٥٠١، ٢٥٠١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٠١، ٢٥٠١، ٢٥٠١، ٢٥٠١، ٢٥٠١، ٢٥٠١، ٢٥٠١، ٢٥٠١، ٢٥٠١، ٢٥٠١، ٢٥٠١، ٢٥٠١، ٢٠٠١٠

قوله: (باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة؟) مراده بيان صحة إهلال الحائض، ومعنى «كيف» في الترجمة: الإعلام بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية التي يراد بها الصفة، وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة، إذ ليس فيها ذكر صفة الإهلال.

قوله: (من أهل بحج) في رواية المستملي: «بحجة» في الموضعين، وكذا للحموي في الموضع الثاني، قوله: (حتى قضيت الموضع الثاني، قوله: (قالت: فحضت) أي بسرف قبل دخول مكة، قوله: (حتى قضيت حجتي) في رواية كريمة وأبي الوقت: «حجي»، والكلام على فوائد الحديث يأتي في كتاب الحج<sup>(۱)</sup> إن شاء الله تعالى.

/ ١٩ - باب إقْبَ الِ الْمَحِيضِ وَإِذْبَارِهِ

وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُوْسُفُ فِيهِ الطُّفْرَةُ فَتَقُولُ: لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُويدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ، وَبَلَغَ ابنة زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَتْظُونَ إِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا. وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَتْظُونَ إِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا. وَعَابَتْ عَلَيْهِنَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَتْظُونَ إِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا. وَعَابَتْ عَلَيْهِنَ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَ فَاطِمَةَ بِالْحَيْضَةُ فَيَعِي الصَّلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: «ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا إِنْجَرِثُ فَاغْتَسِلِي وَصَلَى .

[تقدم في : 228 ، الأطراف : 228 ، 307 ، 370 ، 370] [

<sup>(</sup>١) (٤٤٥/٤)، كتاب الحج، بأب٣١، ح١٥٥٦.

قوله: (باب إقبال المحيض وإدباره) اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض، واختلفوا في إدباره فقيل: يعرف بالجفوف، وهو أن يخرج ما يحتشى به جافًا، وقيل: بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف كما سنوضحه.

قوله: (وكن) هو بصيغة جمع المؤنث، و(نساء) بالرفع وهو بدل من الضمير نحو: أكلوني البراغيث، والتنكير في نساء للتنويع، أي كان ذلك من نوع من النساء لا من كلهن، وهذا الأثر قدرواه مالك في الموطأ (١) عن علقمة بن أبي علقمة المدني عن أمه واسمها مرجانة مولاة عائشة وقالت: «كان النساء».

قوله: (بالدرجة) بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع درج بالضم ثم السكون، قال ابن بطال (٢٠): كذا يرويه أصحاب الحديث وضبطه ابن عبد البر في الموطأ بالضم ثم السكون وقال: إنه تأنيث درج، والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا؟

قوله: (الكرسف) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن.

قوله: (فيه الصفرة) زاد مالك: «من دم الحيضة».

قوله: (فتقول) أي عائشة، و(القصة) بفتح القاف وتشديد المهملة هي النورة، أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة، وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وأما في غيرها فسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد (٢٦) إن شاء الله تعالى.

وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهر، واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض، بخلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، قال مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر.

قوله: (وبلغ ابنة زيدبن ثابت) كذا وقعت مبهمة هنا، وكذا في الموطأ حيث روي هذا الأثر عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته عنها، وقد ذكر والزيد بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن، ولم أر لواحدة منهن رواية إلا لأم كلثوم وكانت

<sup>(</sup>١) ٩٥، - ٩٧)، وانظر: تغليق التعليق (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) (١/٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٧٢٠)، كتاب الحيض، باب٢٥، ح٣٢٦.

زوج سالم بن عبد الله بن عمر فكأنها هي المبهمة هنا. وزعم بعض الشراح أنها أم سعد قال: لأن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة. انتهى. وليس في ذكره لها دليل على المدعى لأنه لم يقل: إنها صاحبة هذه القصة، بل لم يأت لها ذكر عنده ولا عند غيره إلا من طريق عنبسة بن عبد الرحمن / وقد كذبوه، وكان مع ذلك يضطرب فيها؛ فتارة يقول: بنت زيد بن ثابت، وتارة يقول: امرأة زيد، ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال لها: أم سعد، وأما عمة عبد الله بن أبي بكر فقال ابن الحذاء: هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر، وقيل لها: عمته مجازًا. قلت: لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبدالله الصحابي، ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بُعْد، فإن كانت ثابتة فرواية عبدالله عنها منقطعة لأنه لم يدركها، ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهي أم عمرو أو أم كلثوم. والله أعلم.

قوله: (يدعون) أي يطلبن، وفي رواية الكشميهني: «يدعين» وقد تقدم مثلها في: «باب تقضي الحائض المناسك كلها»(١)، وقال صاحب القاموس: «دعيت» لغة في «دعوت»، ولم ينبه على ذلك صاحب المشارق ولا المطالع.

قوله: (إلى الطهر) أي إلى ما يدل على الطهر، واللام في قولها: «ما كان النساء» للعهد أي نساء الصحابة، وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع وهو مذموم، قاله ابن بطال<sup>(٢)</sup> وغيره، وقيل: لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل، وفيه نظر لأنه وقت العشاء، ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره فيحسبن أنهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر.

وحديث فاطمة بنت أبي حبيش تقدم في باب الاستحاضة (٣)، وسفيان في هذا الإسناد هو ابن عيينة لأن عبدالله بن مُحِمَّد وهو المسندي لم يسمع من الثوري.

## ٠ ٢ - باب لا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ

وَقَالَ جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «تَدَعُ الصَّلاةَ»

٣٢١ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَيني مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا

<sup>(</sup>١/ ٦٩٠)، كتاب الحيض، باب٧.

<sup>.({{\5}\7\1)</sup> **(Y)** 

<sup>(</sup>١/ ٦٩٣)، كتاب الحيض، باب، ح ٢٠٦. (٣)

£YY

نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَلا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ: فَلا نَفْعَلُهُ.

قوله: (باب لا تقضي الحائض الصلاة) نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال: اجتمع الناس عليه، وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه، وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره.

قوله (وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد) هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف بالمعنى، فأما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب الأحكام (۱) من طريق حبيب عن عطاء عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج وفيه: «غير أنها لا تطوف ولا تصلي»، ولمسلم نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر، وأما حديث أبي سعيد فأشار به إلى حديثه المتقدم في: «باب ترك الحائض الصوم» (۲) وفيه: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟»، فإن قيل: الترجمة لعدم القضاء، وهذان الحديثان لعدم الإيقاع، فما وجه المطابقة؟ أجاب الكرماني (۱) بأن الترك في قوله: «تدع الصلاة» مطلق أداء وقضاء. انتهى. وهو غير متجه؛ لأن منعها إنما هو في زمن الحيض فقط، وقد وضح ذلك من سياق الحديثين، والذي يظهر لي أن المصنف أراد أن يستدل على الترك أو لأبالتعليق المذكور، وعلى عدم القضاء بحديث عائشة، فجعل المعلق كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة. والله أعلم.

قوله: (حدثتني معاذة) هي بنت عبدالله العدوية، وهي معدودة في فقهاء التابعين، ورجال الإسناد المذكور إليها بصريون.

قوله: (أن امرأة قالت لعائشة) كذا أبهمها همام، وبيَّن شعبة في روايته عن قتادة أنها هي معاذة الراوية، أخرجه/ الإسماعيلي من طريقه، وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة.

قوله: (أتجزي) بفتح أوله، أي أتقضي، وصلاتها بالنصب على المفعولية، ويروى أتجزئ بضم أوله والهمز، أي أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض؟ فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية، والأولى أشهر.

قوله: (أحرورية) الحروري منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد

<sup>(</sup>۱) (۱۷/۷۷)، تقدم أنه في التمني، باب٣، ح٧٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٨٧)، كتاب الحيض، باب٢، ح٢٠٤.

<sup>(4) (4/191).</sup> 

الواو الساكنة راء أيضًا، بلدة على ميلين من الكوفة، والأشهر أنها بالمد، قال المبرد (1): النسبة إليها حَرُورًا وِيِّ، وكذا كل ما كان في آخره ألف تأنيث ممدودة، ولكن قيل: الحروري بحذف الزوائد، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار، وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة فقلت: لا ولكني أسأل، أي سؤالأ مجردًا لطلب العلم لا للتعنت؛ وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل، والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام، ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تفاط بالصلاة أصلاً، وقال ابن دقيق العيد: اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط الأداء بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين: أحدهما: أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم، ثانيهما: \_قال: وهو فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم، ثانيهما: \_قال: وهو على عدم الوجوب، لاسيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم.

قوله: (فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله) كذا في هذه الرواية بالشك، وعند الإسماعيلي من وجه آخر: «فلم نكن نقضي ولم نؤمر به» والاستدلال بقولها: «فلم نكن نقضي ولم نؤمر به»، لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب، لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء. والله أعلم.

# ١٦- باب النَّوْمِ مَعَ الْحَايْضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا

٣٢٢ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ فَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ، فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَلَبِسْتُهَا. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ٱنْفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِي

<sup>(</sup>١) الكامل (٣/ ١١٠١).

فَأَدْخَلِنِي مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. قَالَتْ: وَحَدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ. وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ.

[تقدم في: ٢٩٨، الأطراف: ٢٩٨، ٣٢٣، ١٩٢٩]

قوله: (باب النوم مع الحائض) زاد في رواية الصاغاني: «وهي في ثيابها» تقدم الكلام على ذلك في «باب من سمى النفاس حيضًا»(١).

ويحيى المذكور هو ابن أبي كثير .

قوله: (قالت: وحدثتني) هو مقول زينب بنت أم سلمة، وفاعل «حدثتني» أمها أم سلمة زوج النبي على الكلام على ذلك في كتاب الصيام (٢).

قوله: (وكنت) معطوف على جملة الحديث الذي قبله وهي أن النبي على كان يقبلها، وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب الغسل (٣).

# / ٢٢ ـ باب مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

٣٢٣ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيلَةٍ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَلَحَدْتُ ثِيَابَ عِيضَتِي، فَقَالَ: «أَنْفِسْتِ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ: «أَنْفِسْتِ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. [تقدم في: ٢٩٨، الأطراف: ٢٩٨، ٣٢٢، ٣٢٩، [1979]

قوله: (باب من اتخذ ثياب الحيض) وفي رواية الكشميهني: «من أعد» بالعين والدال المهملتين.

وهشام المذكور هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير، والكلام على الحديث قد تقدم في «باب من سمى النفاس حيضًا» (٤).

<sup>(</sup>١) (١/ ٦٨١)، كتاب الحيض، باب٤، ح٢٩٨.

<sup>(</sup>۲) (٥/ ۲۸۹)، كتاب الصيام، باب ۲۶، ح ۱۹۲۹.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٦٨١) بعينه، في كتاب الحيض، باب ٤، ح ٢٩٨، وفي كتاب الغسل (١/ ٦١٨) من حديث عائشة، باب ٢، ح ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٦٨٢)، كتاب الحيض، باب٤، ح ٢٩٨.

# ٢٣ ـ باب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى

[البحديث: ٣٢٤، أطرافه في: ٣٥١، ٣٧١، ٩٧٤، ٩٨٠، ٩٨١، ٢٦٥٢]

قوله: (باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن) وفي رواية ابن عساكر: «واعتزالهن المصلى» والجمع بالنظر إلى أن الحائض اسم جنس، أو فيه حذف والتقدير ويعتزلن الحيض كما سيذكر بعدُ.

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب، ولأبي ذر محمد بن سلام، ولكريمة محمد مو ابن سلام.

قوله: (حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفي.

قوله: (عواتقنا) العواتق جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت، أو استحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها، أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة، وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد، ولم تلاحظ الصحابة ذلك بل رأت استمرار الحكم على ماكان عليه في زمن النبي على المناه المناه المناه على ماكان عليه في زمن النبي الله المناه ا

قوله: (فقدمت امرأة) لم أقف على تسميتها، وقصر بني خلف كان بالبصرة وهو منسوب إلى طلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات وقدولي إمرة سجستان.

قوله: (فحدثت عن أختها) قيل: هي أم عطية، وقيل غيرها وعليه مشى الكرماني(١١)،

<sup>(1) (4/191).</sup> 

وعلى تقدير أن تكون أم عطية فلم نقف على تسمية زوجها أيضًا.

قوله: (ثنتي عشرة) زادالأصيلي «غزوة».

قوله: (وكانت أختي) فيه حذف تقديره قالت المرأة: وكانت أختي.

قوله: (ودعوة المسلمين) في رواية الكشميهني: «المؤمنين» وهي موافقة لرواية أم عطية.

قوله: (وكانت) أي أم عطية (لا تذكره) أي النبي على الاقالت: بأبي) أي هو مفدى بأبي، وفي رواية عبدوس «بيبي» بياء تحتانية بدل الهمزة في الموضعين، وللأصيلي بفتح الموحدة الثانية مع قلب الهمزة ياء \_ كعبدوس \_ لكن فتح ما بعدها كأنه جعله لكثرة الاستعمال واحدًا، ونقل عن الأصيلي أيضًا كالأصل لكن فتح الثانية أيضًا، وقد ذكر ابن مالك هذه الأربعة في شواهد التوضيح (١)، وقال ابن الأثير: قوله: «بأبأ» أصله «بأبي هو»، يقال: «بأبأت الصبي إذا قلت له: أفديك بأبي» فقلبوا الياء ألفًا كما في «ويلتا».

قوله: (وذوات الخدور) بضم الخاء المعجمة والدال المهملة جمع خدر بكسرها وسكون الدال، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه، وللأصيلي وكريمة: «العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور» على الشك، وبين العاتق والبكر عموم وخصوص وجهي.

قوله: (ويعتزل الحيض المصلى) بضم اللام هو خبر بمعنى الأمر، وفي رواية: "ويعتزلن الحيض المصلى" وهو نحو: أكلوني البراغيث، وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله، وأغرب الكرماني (٢) فقال: الاعتزال واجب، والخروج والشهود مندوب، مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه، وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، فاستحب لهن اجتناب ذلك.

<sup>(</sup>۱) (ص: ۲۵۷).

<sup>(</sup>Y) (Y/VPI).

قوله: (فقلت: آلحيض) بهمزة ممدودة، كأنها تتعجب من ذلك (فقالت) أي أم عطية: (أليس تشهد) أي الحيض، وللكشميهني: «أليست» وللأصيلي: «أليس يشهدن».

قوله: (وكذا وكذا) أي ومزدلفة ومنى وغيرهما.

وفيه: أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد، وفيه: امتناع خروج المرأة بغير جلباب، وغير ذلك مما سيأتي استيفاؤه في كتاب العيدين (١) إن شاء الله تعالى.

# ٢٤ - باب إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرِ ثَلاثَ حِيض، وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فَي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْض

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَمْنَ آن يَكُتُمُن مَا خَلَقَ اللَهُ فِي أَنْ عَلِمِ فَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وَيُذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيَّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاثًا فِي عَنْ عَلِيٍّ وَشُريْحٍ: إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاثًا فِي شَهْرٍ صُدُقَتْ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى شَهْرٍ صُدُقتْ . وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَةِ خَمْسَ عَشْرَةً. وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْبُهَا بِخَمْسَةِ خَمْسَ عَشْرَةً. وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْبُهَا بِخَمْسَةِ خَمْسَ عَشْرَةً. وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ: النَّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ

قوله: (باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض) بفتح الياء جمع حيضة.

قوله: (وما يصدق) بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة.

قوله: (فيما يمكن من الحيض) أي فإذا لم يمكن لم تصدق.

قوله: (لقول الله تعالى) يشير إلى تفسير الآية المذكورة، وقد روى الطبري بإسناد صحيح الزهري قال: بلغنا أن المراد بما خلق في أرحامهن/ الحمل أو الحيض، فلا يحل لهن أن كتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له. وروى أيضًا بإسناد حسن عن ابن عمر قال: «لا يحل لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها، ولا إن كانت حاملاً أن تكتم حملها»، وعن مجاهد: «لا تقول إني حائض وليست بحائض، ولا لست بحائض وهي حائض» وكذا في الحبل، ومطابقة الترجمة للآية من جهة أن الآية دالة على أنها يجب عليها الإظهار، فلولم تصدق فيه لم يكن له فائدة.

<sup>(</sup>۱) (۲/۲/۳)، كتاب العيدين، باب ۲، ح ۹۸۰.

قوله: (ويذكر عن علي) وصله الدارمي (١) كما سيأتي ورجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل: إنه سمعه من شريح فيكون موصولاً.

قوله: (إنجاءت) في رواية كريمة: «إن امرأة جاءت ، بكسر النون.

قوله: (ببينة من بطانة أهلها) أي خواصها، قال إسماعيل القاضي: ليس المراد أن يشهد النساء أن ذلك وقع، وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون وقد كان في نسائهن. قلت: وسياق القصة يدفع هذا التأويل، قال الدارمي: أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر هو الشعبي قال: «جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال: اقض بينهما، قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. قال علي: قالون، قال وقالون بلسان الروم أحسنت. فهذا ظاهر في أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منها، وإنما أراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه، وكذا قال عطاء: إنه يعتبر في ذلك عادتها قبل الطلاق، وإليه الإشارة بقوله: (أقراؤها) وهو بالمد جمع قرء أي في زمان العدة (ما كانت) أي قبل الطلاق، فلو ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم يقبل، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق (٢) عن ابن جريج عن عطاء.

قوله: (وبه قال إبراهيم) يعني النخعي، أي قال بما قال عطاء، ووصله عبد الرزاق (٣) أيضًا عن أبي معشر عن إبراهيم نحوه، وروى الدارمي أيضا بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال: «إذا حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض» فذكر نحو أثر شريح، وعلى هذا فيحتمل أن يكون الضمير في قول البخاري: «وبه» يعود على أثر شريح، أو في النسخة تقديم وتأخير، أو لإبراهيم في المسألة قولان.

قوله: (وقال عطاء...) إلخ. وصله الدارمي (٤) أيضًا بإسناد صحيح عنه قال: «أقصى الحيض خمس عشرة، وأدنى الحيض يوم». ورواه الدارقطني (٥) بلفظ: «أدنى وقت الحيض يوم وأكثر الحيض خمس عشرة».

<sup>(</sup>١) السنن(١/ ١٧٣٧ ، رقم ٨٣٠)، وانظر : تغليق التعليق (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) المصنف (٦/ ٣١١، رقم ١٠٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) المصنف (٦/ ٣١١، رقم ١٠٩٧٤).

<sup>(</sup>٤) السنن (١/ ١٧٢، رقم ٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) السنن (١/ ٢٠٨، رقم ١٥).

قوله: (وقال معتمر) يعني ابن سليمان التيمي. وهذا الأثر وصله الدارمي<sup>(١)</sup> أيضًا عن محمدبن عيسى عن معتمر.

٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرُوةَ قَالَ: الْمَهُو الْحَبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ سَأَلَتِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ سَأَلَتِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ أَفَا لَا يَامِ النَّي عَنْ عَالَى اللَّهُ الْمَالِي وَصَلِّي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ، فَمَّا اغْتَسِلِي وَصَلِّي ».

[تقدم في: ٢٢٨، الأطراف: ٣٢٨، ٣٠٦، ٣٢٠]

قوله: (حدثنا أحمد بن أبي رجاء) هو أحمد بن عبدالله بن أيوب الهروي يكنى أبا الوليد، وهو حنفي النسب لا المذهب، وقصة فاطمة بنت أبي حبيش تقدمت في باب الاستحاضة (۲)، ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. واختلف العلماء في أقل الحيض وأقل الطهر، ونقل الداودي أنهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يومًا، وقال أبو حنيفة: لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معًا، فأقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يومًا، وقال حنيفة: لا يجتمع أقل الطهر وألل الحيض معًا، فأقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يومًا، وقال الطهر خمسة عشر يومًا وأن المراد بالقرء الحيض، وهو قول الثوري، وقال الشافعي: القرء الطهر وأقله خمسة عشر يومًا، وأقل الحيض يوم وليلة فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين، وهو موافق لقصة علي وشريح المتقدمة إذا حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسر، ويدل عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ: «حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يومًا».

# ٥٧ - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّام الْحَيْضِ

٣٢٦ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لانَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْتًا.

قوله: (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) يشير بذلك إلى الجمع بين حديث

<sup>(</sup>۱) السنن (۱/ ۱۹۷، رقم ۸۰۰).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٩٣)، كتاب الحيض، باب، ح٥٠٦.

عائشة المتقدم (١) في قولها: «حتى ترين القصة البيضاء» وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية.

قوله: (أيوب عن محمد) هو ابن سيرين، وكذا رواه إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب، ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أخرجه ابن ماجه. ونقل عن الذهلي أنه رجح رواية وهيب. وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه منهما.

قوله: (كنا لا نعد) أي في زمن النبي ﷺ مع علمه بذلك، وبهذا يعطي الحديث حكم الرفع، وهو مُصَيَّر من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعدفي المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي ﷺ، وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافًا للخطيب.

قوله: (الكدرة والصفرة) أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.

قوله: (شيئًا) أي من الحيض، ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا» وهو موافق لما ترجم به البخاري. والله أعلم.

#### ٢٦ ـ باب عِرْقِ الاسْتِحَاضَة

٣٢٧ \_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُجِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ: «هَذَا عِرْقٌ» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ.

قوله: (باب عرق الاستحاضة) بكسر العين وإسكان الراء، وقد تقدم بيانه في باب الاستحاضة (٢).

قوله: (وعن عمرة) يعني كلاهما عن عائشة، كذا للأكثر، وفي رواية أبي الوقت وابن عساكر بحذف الواو فصار من رواية عروة عن عمرة، وكذا ذكر الإسماعيلي أن أحمد بن الحسن الصوفي حدثهم به عن خلف بن سالم عن معن، والمحفوظ إثبات الواو وأن الزهري رواه عن شيخين عروة وعمرة كلاهما عن عائشة، وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۷۱۰)، كتاب الحيض، باب ۱۹

<sup>(</sup>٢) (١/ ٦٩٣)، كتاب الحيض، باب٨.

أبي ذئب، وكذا أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث، وأبو داود من طريق الأوزاعي كلاهما / عن الزهري عنهما، وأخرجه مسلم أيضًا من طريق الليث عن الزهري عن عروة وحده، ومسلم أيضًا من طريق إبراهيم بن سعد، وأبو داو دمن طريق يونس كلاهما عن الزهري عن عمرة وحدها، قال الدارقطني: هو صحيح من رواية الزهري عن عروة وعمرة جميعًا.

قوله: (أن أم حبيبة) هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين، وهي مشهورة بكنيتها، وقد قيل: اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغير هاء قاله الواقدي وتبعه الحربي ورجحه الدارقطني، والمشهور في الروايات الصحيحة أم حبيبة بإثبات الهاء، وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف كما ثبت عند مسلم من رواية عمروبن الحارث، ووقع في الموطأ: «عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض. . . » الحديث، فقيل: هو وهم، وقيل: بل صواب وأن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة، وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي، وإنما كان اسمها برة فغيره النبي عليه، وفي أسباب النزول للواحدي أن تغيير اسمهاكان بعد أن تزوجها النبي عليه، فلعله على سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها الكنية فأمن اللبس، ولهما أخت أخرى اسمها حمنة بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون، وهي إحدى المستحاضات كما تقدم. وتعسف بعض المالكية فزعم أن اسم كل من بنات جحش زينب قال: فأما أم المؤمنين، فاشتهرت باسمها، وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتها، وأما حمنة فاشتهرت بلقبها، ولم يأت بدليل على دعواه بأن حمنة لقب. ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب، فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبن أبي ذئب حديث الباب فقال: «أن زينب بنت جحش» وقد تقدم توجيهه.

قوله: (استحيضت سبع سنين) قيل: فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيض، لأنه ﷺ لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة، ويحتمل أن يكون المراد بقولها: "سبع سنين" بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لا؟ فلا يكون فيه حجة لما ذكر.

قوله: (فأمرها أن تغتسل) زاد الإسماعيلي: ﴿وتصلي، ولمسلم نحوه، وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة؛ فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة، وقال الشافعي: إنما أمرها على أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل

AYS

صلاة تطوعًا، وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لم يذكر ابن شهاب أنه على أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة، إلا المتحيرة، لكن يجب عليها الوضوء. ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة: «أن أم حبيبة استحيضت فأمرها والله المتنظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت»، واستدل المهلبي بقوله لها: «هذا عرق» على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأن دم العرق لا يوجب غسلاً.

وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث: «فأمرها بالغسل لكل صلاة» فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة لأن الإثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها، وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها، لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة: «فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة»، فيحمل الأمر على الندب جمعًا بين الروايتين، هذه ورواية عكرمة، وقد حمله الخطابي (١) على أنها كانت متحيرة، وفيه نظر لما تقدم من رواية عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائها، ولمسلم من طريق عراك بن مالك عن عروة في هذه عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائها، ولمسلم من طريق عراك بن مالك عن عروة في هذه القصة: «فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ولأبي داود وغيره من طريق حديث الزهري، وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله: «فأمرها أن تغتسل لكل حديث الزهري، وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله: «فأمرها أن تغتسل لكل طلاة» أي من الدم الذي أصابها لأنه من إزالة النجاسة وهي شرط في صحة الصلاة، وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل، والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى. والله أعلم.

#### ٢٧ ـ باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

٣٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ

<sup>(</sup>١) الأعلام(١/٣٢٨).

مَعَكُنَّ؟) فَقَالُوا: بَلَى. قَالَ: ﴿فَاخْرُجِي،

٣٢٩ ـ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بِنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَاثِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ .

[الحديث: ٣٢٩، طرفاه في: ١٧٥٥، ١٧٦٠]

٣٣٠ - وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَـ هُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لا تَـنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُـهُ يَقُولُ: تَـنْفِرُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ.

[الحديث: ٣٣٠، طرفه في: ١٧٦١]

قوله: (باب المرأة تحيض بعد الإفاضة) أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا؟

قوله: (عن عمرة بنت عبد الرحمن) هي المذكورة في الإسناد الذي قبله، وهذا الإسناد\_ سوى شيخ البخاري\_مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك وعائشة.

قوله: (إن صفية) أي زوج النبي ﷺ.

قوله: (قالوا: بلي) أي النساء ومن معهن من المحارم.

قوله: (فاخرجي) كذا للأكثر بالإفراد خطابًا لصفية من باب العدول عن الغيبة، وهي قوله: «ألم تكن طافت» إلى الخطاب، أو هو خطاب لعائشة، أي فأخرجي فهي تخرج معك، وللمستملي والكشميهني: «فأخرجن» وهو على وفق السياق، وسيأتي الكلام على هذا الحديث (١) والذي بعده في كتاب الحج (٢) إن شاء الله تعالى.

وقوله فيه: (وكان ابن عمر) هو مقول طاوس لا ابن عباس، وكذا قوله: «ثم سمعته يقول» وكان ابن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرخصة عن النبي على لهن في تركه فصار إليه، أو كان نسي ذلك فتذكره، وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف.

<sup>(</sup>۱) (۷۱۷/٤)، كتاب الحج، باب، ۱٤٥، ح١٧٥٧.

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٧١٧)، كتاب الحج، باب ١٤٥، ح١٧٦٠.

# ٢٨ ـ باب إِذَا رَأْتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْسَاعَةً. وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلاةُ أَعْظَمُ. ٢٣٦ حَدَّثَنَا إِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ ٣٣٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ

النَّبِيُّ ﷺ: / ﴿إِذَا أَقْبِلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَّةَ ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي » .

[تقدم في: ٢٢٨ ، الأطراف: ٣٢٨ ، ٣٠٦ ، ٣٢٠ ، ٣٢٥]

قوله: (باب إذا رأت المستحاضة الطهر) أي تميز لها دم العرق من دم الحيض، فسمي زمن الاستحاضة طهرًا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض، ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم، والأول أوفق للسياق.

قوله: (قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة) قال الداودي: معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي، والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة (۱) والدارمي (۲) من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس: «أنه سأله عن المستحاضة فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي». وهذا موافق للاحتمال المذكور أو لا لأن الدم البحراني هو دم الحيض.

قوله: (ويأتيها زوجها) هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضًا وصله عبد الرزاق<sup>(۲)</sup> وغيره من طريق عكرمة عنه قال: «المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها» ولأبي داود<sup>(١)</sup> من وجه آخر عن عكرمة قال: «كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها». وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها.

قوله: (إذا صلت) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم.

وقوله: (الصلاة أعظم) أي من الجماع، والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع؛ ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة، وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة (٥)، وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية، وقد

<sup>(</sup>١) تغليق التعليق (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>۲) السنن (۱/ ۱۷۰، رقم ۸۲۲).

<sup>(</sup>٣) المصنف(١/ ٣١٠، رقم ١١٨٧)، والتغليق(٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) السنن (١/ ٢١٦، رقم ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) (١/٦٩٣)، كتاب الحيض، باب٨، ح٢٠٦٠.

أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه تامًا، وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطء المستحاضة، وقد نقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهم، وما استدل به على الجواز ظاهر فيه. وذكر بعض الشراح أن قوله: «الصلاة أعظم» من بقية كلام ابن عباس، وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة، وليس هو فيه، نعم روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع؟ قال: «الصلاة أعظم من الجماع».

## ٢٩ - باب الصّلاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنتِّهَا

٣٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهَا اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ امْرَأَةً مَا تَتْ فِي بَطْنِ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

قوله: (باب الصلاة على النفساء وسنتها) أي سنة الصلاة عليها.

قوله: (حدثنا أحمد بن أبي سريج) تقدم أنه بالمهملة والجيم، واسمه الصباح، وقيل: إن أحمد هو ابن عمر بن أبي سريج فكأنه نسب إلى جده.

قوله: (أن امرأة) هي أم كعب سماها مسلم في روايته من طريق عبد الوارث عن حسين المعلم، وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية.

قوله: (ماتت في بطن) أي بسبب بطن يعني الحمل، وهو نظير قوله: «عذبت امرأة في هرة» قال ابن التيمي: قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله: «ماتت في بطن» ماتت في الولادة، قال: ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة. قلت: بل الموهم له هو الواهم، فإن عند المصنف في هذا الحديث من كتاب الجنائز (١) «ماتت في نفاسها» وكذا لمسلم.

قوله: (فقام وسطها) بفتح السين في روايتنا، وكذا ضبطه ابن التين، وضبطه غيره السكون، / وللكشميهني: «فقام عند وسطها» وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز (٢) إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال (٣): يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء

<sup>(</sup>۱) (۱/۷/٤)، كتاب الجنائز، باب، ۲، ١٣٣، ١٣٣١. ١٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) (١٠٧/٤)، كتاب الجنائز، باب٦٦، ٦٣، ح١٣٣١، ١٣٣٢.

<sup>.(</sup>٤٦١/١) (٣)

وإن كانت لا تصلي لها حكم غيرها من النساء أي في طهارة العين، لصلاة النبي على عليها، قال: وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت؛ لأن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم لها، فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى. وتعقبه ابن المنير (١) بأن هذا أجنبي عن مقصو دالبخاري، قال: وإنما قصد أنها وإن ورد أنها من الشهداء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء.

وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضًا أجنبي عن أبواب الحيض، قال: وإنما أراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل فيها ينبغي أن يكون محكومًا بطهارته، فلما صلى عليها \_أي إليها \_ لزم من ذلك القول بطهارة عينها، وحكم النفساء والحائض واحد، قال: ويدل على أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمونة في الباب كما في رواية الأصيلي وغيره، ووقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة:

#### ۲۰\_باب

٣٣٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ اسْمُهُ الْوَضَّاحُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِي اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ خَالِضًا لا تُصَلِّي، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ.

[الحديث: ٣٢٣، أطرافه في: ٣٧٩، ٣٨١، ٥١٧، ٥١٨]

(باب) غير مترجم، وكذا في نسخة الأصيلي، وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى الفصل من الباب الذي قبله، ومناسبته له أن عين الحائض والنفساء طاهرة لأن ثوبه على كان يصيبها إذا سجدوهي حائض ولا يضره ذلك.

قوله: (حدثنا الحسن بن مدرك) هو الطحان البصري أحد الحفاظ، وهو من صغار شيوخ البخاري، بل البخاري أقدم منه، وقد شاركه في شيخه يحيى بن حماد المذكور هنا، وكأن هذا الحديث فاته فاعتمد فيه على الحسن المذكور لأنه كان عارفًا بحديث يحيى بن حماد.

قوله: (من كتابه) إشارة إلى أن أبا عوانة حدث به من كتابه لا من حفظه، وكان إذا حدث

المتواري (ص: ۸۳).

من كتابه أتقن مما إذا حدث من حفظه حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم.

قوله: (كانت تكون) أي تحصل أو تستقر، ويحتمل أن قوله: «تكون لا تصلي» خبر لكانت. وقوله: (حائضًا) حال نحو ﴿ وَجَاءُكَ أَبَاهُمْ عِشَاءٌ يَبَكُونَ ﴿ إِنْ اللَّهِ الكرماني (١٠).

قوله: (بحذاء) بكسر الحاء المهملة بعدها ذال معجمة ومدة أي بجنب مسجد والمراد بالمسجد مكان سجوده، و(الخمرة) بضم الخاء المعجمة وسكون الميم قال الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرًا، وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم، وزاد في النهاية: ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، قال: وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها، وقال الخطابي (٢): هي السجادة يسجد عليها المصلي، ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي على قاعدًا عليها. . . الحديث. قال: ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، قال: وسميت خمرة لأنها تغطي الوجه، وستأتي الإشارة إلى حكم الصلاة عليها في كتاب الصلاة (٢)

#### /خاتمة

173

اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثا، المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون حديثا، الموصول منها عشرة أحاديث، والبقية تعليق ومتابعة، والخالص خمسة وعشرون حديثاً منها واحد معلق وهو حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، والبقية موصولة، وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم، وحديثها في اعتكاف المستحاضة، وحديثها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، وحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة، وحديث ابن عمر رخص للحائض أن تنفر، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثرًا كلها معلقة. والله أعلم.

<sup>(1) (</sup>٣/ ٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) الأعلام(١/٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٠٤)، كتاب الصلاة، باب ٢١، - ٣٨١.

### فهرس الجزء الأول من فتح الباري

| الصفحه          | الباب                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>o</b>        | مقدمة إسنادابن حجر للبخاري                                |
| كتاب بدء الوحي) | _1)                                                       |
| حادیث رقم ۱ ۷ ۲ | †                                                         |
| YV              | ١ ـ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ                     |
| لوحيلوحي        | ٢_حديث الحارث بن هشام: كيف يأتيك ا                        |
|                 | ٣_حديث عائشة: أول ما بدئ به ﷺ من الو                      |
|                 | <ul> <li>٤_حديث ابن عباس: كان يعالج من التنزيا</li> </ul> |
|                 | ٥_حديث ابن عباس: كان أجود ما يكون فر                      |
| النبوي إلى هرقل | ٦_حديث أبي سفيان عندهرقل، والكتاب                         |
| '-كتابالإيمان)  | r)                                                        |
| حادیث رقم۸_۸    | 1                                                         |
| ر»              | ١_قول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس                       |
| 99              | ۲ د د اد کا کی ادرانک                                     |
| ١٠٢             | ٣_أمورالإيمان                                             |
| یده             | ع المسلم من سلم المسلمون من لسانه و                       |
| N+A             | ٥_أي الإسلام أفضل                                         |
| 11 •            | ٦ ـ اطعام الطعام من الإسلام                               |
| سه              | ٧_من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنف                      |
| 118             | ٨_حب الرسول على من الإيمان                                |
|                 | ٩_حلاوةالإيمان                                            |

| الصفحة | الباب                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171    | ١٠ علامة الإيمان حب الأنصار                                                                    |
|        | ١١ـباب                                                                                         |
| ۱۳۲    | ١٢_من الدين الفرار من الفتن                                                                    |
| 178    | ١٣ ـ قول النبي ﷺ: أنا أعلمكم بالله١٠٠٠                                                         |
| ۱۳۷    | ١٤ - من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان                              |
|        | ١٥ ـ تفاضل أهل الإيمان في الأعمال                                                              |
| 181    | ١٦-الحياء من الإيمان                                                                           |
| 187    | ١٧-﴿ فَإِن تَنَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَمَاتُواْ الزَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمَّ ﴾ |
| 187    | ١٨_من قال إن الإيمان هو العمل                                                                  |
|        | ١٩ ـ إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكالنعلى الاستسلام                                         |
| 108    | ٠٠-إفشاء السلام من الإسلام                                                                     |
| 107    | ٢١_كفران العشير، وكفر دون كفر                                                                  |
|        | ٢٢-المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ١٥٨٠                          |
|        | ٢٣ـ ظلم دون ظلم                                                                                |
|        | ٢٤-علامة المنافق                                                                               |
|        | ٢٥ ـ قيام ليلة القدر من الإيمان                                                                |
| ۱۷۰.   | ٢٦_الجهاد من الإيمان                                                                           |
| ١٧١.   | ٢٧ ـ تطوع قيام رمضان من الإيمان                                                                |
| ١٧١.   | ۲۸ــصوم رمضان احتسابًا من الإيمان                                                              |
| ۱۷۳.   | ٢٩ـالدينيسر                                                                                    |
| 177.   | ٣٠ الصلاة من الإيمان                                                                           |
|        | ٣١_حسن إسلام المرء                                                                             |
| 140.   | ٣٢_أحب الدين إلى الله أدومه                                                                    |
|        | ٣٣ــزيادة الإيمان ونقصانه                                                                      |
| 198.   | ٣٤ الزكاة من الإسلام                                                                           |
| 194.   | ٣٥ــاتباع الجنائز من الإيمان                                                                   |

| رس                                                              | الفهر      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| الباب                                                           |            |
| خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر                          | _٣٦        |
| سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة ٧   |            |
| باب                                                             |            |
| فضل من استبرأ لدينه                                             |            |
| أداء الخمس من الإيمان                                           |            |
| ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى ٢٠٠٠٠٠٠٠ ٢    |            |
| قول النبي ﷺ: الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم |            |
| (٣_كتابالعلم)                                                   |            |
| أحاديث رقم ٥٩ - ١٣٤                                             |            |
| ضل العلم                                                        | ١_ف        |
| ىن سئل علمًا وهو مشتخل في حديثه                                 | ۲_م        |
| ىنرفع صوتەبالعلم                                                | ٣_م        |
| ولالمحدث: حدثناأوأخبرناأوأنبأنا                                 |            |
| لمرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم         | <b>_</b> 0 |
| باجاء في العلم                                                  | ٦_م        |
| ىايذكر في المناولة ، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان         | ٧_،        |
| ىن قعدحيث ينته <i>ي</i> به المجلس                               | ۸_۰        |
| نول النبي ﷺ: رب مبلغ أوعى من سامع                               | ٩_و        |
| ـ العلم قبل القول والعمل                                        | ٠١.        |
| _ماكانالنبيﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لاينفروا                | .11        |
| _من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة                                | ۱۲.        |
| _ من يردالله به خيرًا يفقهه في الدين                            | .14        |
| ــسيرداهـبه عيرايعـه عي العلى                                   | ۱٤         |
| _الاغتباطُّ في العلم والحكمة                                    | 10         |
| ـ ما ذكر في ذهاب مُوسى ﷺ في البحر إلى الخضر                     | ١٦         |

| الصفحة                                       | الباب                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۲۹۸                                          | ١٧ ـ قول النبي ﷺ: اللهم علمه الكتاب                           |
| ۳۰۰                                          | ١٨ ـ متى يصح سماع الصغير                                      |
| ۳۰٥                                          | ١٩-الخروج في طلب العلم                                        |
| ۳۰۸                                          | ۲۰_فضل من علم وعلم                                            |
| ۳۱۲                                          | ٢١_رفع العلم وظهور الجهل                                      |
| ۳۱۰                                          | ٢٢ فضل العلم                                                  |
|                                              | ٢٣-الفتياوهو واقف على الدابة وغيرها                           |
|                                              | ٢٤_من أجاب الفتيا بإشارة اليدو الرأس                          |
|                                              | ٥٧- تحريض النبي ﷺ وفد عبد القيس على أن يحفظو االإيمان         |
| <b>***</b> ********************************* | ٢٦ ـ الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله                    |
| <b>٣</b> ٧٤                                  | ٢٧_التناوب في العلم                                           |
| ۳۲٦                                          | ٢٨-الغضب في الموعظة والتعليم                                  |
| <b>~~~</b>                                   | <ul> <li>٢٩ من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث</li> </ul> |
| <b>~~~</b>                                   | ٣٠_من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه                            |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       | ٣٠_تعليم الرجل أمته وأهله                                     |
| <b>TTA</b>                                   | ٣٢ عظة الإمام النساء وتعليمهن                                 |
| TT9                                          | ٣٣-الحرص على الحديث                                           |
| ۳٤١                                          | ٣٤-كيف يقبض العلم                                             |
| ٣٤٣                                          | ٣٥_هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم                        |
| ٣٤٥                                          | ٣٦ـمن سمع شيئًا فراجع فيه حتى يعرفه                           |
| ٣٤٦                                          | ٣٧ ليبلغ العلم الشاهد الغائب                                  |
| ٣٥٠                                          | ٣٨_إثم من كذب على النبي ﷺ                                     |
|                                              | ٣٩-كتابة العلم                                                |
|                                              | ٠ ٤-العلم والعظة بالليل                                       |
|                                              | ٤١ ـ السمر في العلم                                           |
| <b>TVT</b>                                   | ٤٢_حفظ العلم                                                  |

| VTT                                    | الفهرسالفهرس                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                                 | الباب                                                                                            |
| ΥΥΛ                                    | ٤٣_الإنصات للعلماء                                                                               |
| علم إلى الله                           | ٤٤_مايستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل ال                                                  |
| YA7                                    | ٥٤_من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا                                                                 |
| <b>TAY</b>                             | 8 عـ من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا                                                               |
| <b>TAA</b>                             | ٤٧_قول الله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُوتِيتُ م مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيــ لَا﴾                       |
|                                        | ٤٨_من ترك بعض الاختيار مُخافة أن يقصر فهم بعض                                                    |
| -                                      | 24_من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمو                                                 |
|                                        | • ٥ _ الحياء في العلم                                                                            |
| <b>٣٩9</b>                             | ٥ - من استحيا فأمر غيره بالسؤال                                                                  |
| ٤٠٠                                    | ٥٢_ذكر العلم والفتيا في المسجد                                                                   |
| <b>ξ··</b>                             | ٥٣_من أجاب السائل بأكثر مماسأله                                                                  |
| و ضوء)                                 | (٤_كتاباا                                                                                        |
|                                        | أحاديثرقم ٥                                                                                      |
| \$•\T                                  | •                                                                                                |
| ξ•V                                    | ١_ماجاء في الوضوء                                                                                |
|                                        | <ul> <li>٢_لاتقبل صلاة بغير طهور</li> <li>٣_فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء</li> </ul> |
|                                        | ا فصل الوضوع، والعر المحجلون من الرالوضوع<br>٤ ـ لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن                     |
| ٤١٣                                    |                                                                                                  |
|                                        | ٥_التخفيف في الوضوء                                                                              |
| 51V                                    | ٧ ـ غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة                                                              |
|                                        | ۸_التسمية على كل حال وعندالوقاع                                                                  |
| <i>\$</i> 19                           | ٩_مايقول عندالخلاء                                                                               |
| £Y\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ۱- ما يقول عند الحلاء                                                                            |
|                                        | ١١_لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار                                             |
| £YV                                    | ۱۲_من تبرز على لبنتين                                                                            |
|                                        | ١١_من نبرر عني نبسين                                                                             |

| v | ۳ | 4 |
|---|---|---|
| v | 1 | Z |

| الصفحة      | الباب                                          |
|-------------|------------------------------------------------|
| £Y'4        | ١٣_خروج النساء إلى البراز                      |
| £٣Y         | ١٤-التبرزفيالبيوت                              |
| <b>٤٣٣</b>  | ١٥ ـ الاستنجاء بالماء                          |
|             | ١٦ ـ من حمل معه الماء لطهوره                   |
|             | ١٧ ـ حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء          |
|             | ١٨ ـ النهي عن الاستنجاء باليمين                |
|             | الايمسك ذكره بيمينه إذا بال                    |
|             | ٢٠_الاستنجاءبالحجارة                           |
|             | ۲۱_لایستنجی بروث                               |
|             | ۲۲_الوضوء مرة مرة                              |
|             | ۲۳_الوضوء مرتين مرتين                          |
| <b>££</b> 7 | ٢٤_الوضوء ثلاثًا ثلاثًا                        |
|             | ٢٥ـالاستنثار في الوضوء                         |
|             |                                                |
|             | ٧٧_غسل الرجلين ولايمسح على القدمين             |
|             | ٢٨-المضمضة في الوضوء                           |
|             | ٢٩_غسل الأعقاب                                 |
|             | ٣٠-غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين |
|             | ٣١_التيمن في الوضوء والغسل                     |
|             | ٣٢ التماس الوضوء إذا حانت الصلاة               |
|             | ٣٣ الماء الذي يغسل به شعر الإنسان              |
| ٤٨٠         | ٣٤ من لم ير الوضوء إلا من المخرجين             |
|             | ٣٥_الرجل يوضئ صاحبه                            |
|             | ٣٦ـقرءاة القرآن بعد الحدث وغيره                |
| ٤٩٥         | ٣٧_من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل             |
|             | ۳۸_مسح الرأس كله                               |

| الصفحة |   | الباب                                                                   |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٣    |   | ٣٩_غسل الرجلين إلى الكعبين                                              |
| ٥٠٤    |   | • ٤-استعمال فضل وضوء الناس                                              |
| ٥٠٨    |   | ٤١ ـ من مضمض واستنشق من غرفة واحدة                                      |
| ٥٠٩    |   | ٤٢_مسح الرأس مرة                                                        |
|        |   | ٤٣_وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة                                |
|        |   | ٤٤_صب النبي ﷺ وضوءه على مغمى عليه                                       |
|        |   | <ul> <li>٥٤ ـ الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة</li> </ul> |
|        |   | ٤٦ــالوضوءمن التور                                                      |
|        |   | ٤٧_الوضوءبالمد                                                          |
|        |   | ٤٨_المسح على الخفين                                                     |
|        |   | ۶۹_إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان                                          |
|        |   | • ٥- من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق                                   |
|        |   | ٥١_من مضمض من السويق ولم يتوضأ                                          |
|        |   | ۵۲_هل يمضمض من اللبن                                                    |
|        |   | ٥٣ ـ الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضو.      |
|        |   | ٥٤ ـ الوضوء من غير حدث                                                  |
| 4.5    |   | ٥٥ ـ من الكبائر أن لا يستتر من بوله                                     |
|        | • |                                                                         |
|        |   | ٥٦_ما جاء في غسل البول                                                  |
|        |   | ٥٧ ـ ترك النبي ﷺ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد              |
|        |   | 9 - صب الماء على البول في المسجد                                        |
|        |   | ۹٥ ـ بول الصبيان                                                        |
|        |   | ٠٠-البول قائمًا وقاعدًا                                                 |
|        |   | ٦١ البول عندصاحبه والتستر بالحائط                                       |
|        |   | ٦٢ ـ البول عند سباطة قوم                                                |
|        |   | ٦٣_غسل الدم                                                             |
| ٥٦٦    |   | ٦٤ غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة                               |

| الفهرس                                    | V*7                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| الصفعة                                    | الباب                                      |
| ٥٧٠                                       | 70_إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره  |
|                                           | 77_أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها  .  |
| ٥٨٣                                       | 77_مايقع من النجاسات في السمن والماء .     |
| ٥AA                                       |                                            |
| م تفسد عليه صلاته ٥٩٢                     | •                                          |
| ٦٠١                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |
| 7.7                                       | ٧١_لايجوزالوضوءبالنبيذولاالمسكر            |
| 7.7                                       |                                            |
| 7.0                                       | ٧٣_السواك                                  |
| ٦٠٧                                       | ٧٤_دفع السواك إلى الأكبر                   |
| ٦٠٨                                       | ٧٥_فضل من بات على الوضوء                   |
| .کتابالغسل)<br>ثرقم۲۶۸_۲۹۳                |                                            |
| 717                                       |                                            |
| ٠١٨                                       | ·                                          |
| 719                                       | ٣ـالغسل بالصاع ونحوه                       |
| 777                                       |                                            |
| <b>ፕ</b> ۲ፕ                               | ٥_الغسل مرة واحدة                          |
| <b>YYY</b> :                              | _                                          |
| 177                                       | ٧ ـ المضمضة والاستنشاق في الجنابة          |
| TTT                                       | ٨_مسح اليدبالتراب لتكون أنقى               |
| لهاإذالم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ ٦٣٣ | ٩ ـ هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغس |
| ראד                                       | • ١-تفريق الغسل والوضوء                    |
| ٦٣٨٠                                      |                                            |
| غسل واحد                                  | ١٢ ـ إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في |

| Y <b>r</b> v                                | الفهرس                                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| الصفحة                                      | الباب                                                   |
| ٦٤٤                                         | ١٣_غسل المذي والوضوء منه                                |
| ٦٤٧                                         | ١٤ ـ من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب .                  |
| ئىرتەأفاضعليە                               |                                                         |
| ه ولم يعدغسل مواضع الوضوء مرة أخرى ٢٤٩ ٠٠٠٠ |                                                         |
| هو ولا يتيمم                                | ١٧ ـ إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما                 |
| ٦٥٢                                         | <ul> <li>١٨ ـ نفض اليدين من الغسل عن الجنابة</li> </ul> |
| ٦٥٣                                         | ١٩ ـ من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل                    |
| تستر فالتستر أفضل                           | · ٢ ـ من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن               |
| 70V                                         | ٢١ ـ التستر في الغسل عند الناس                          |
| ٦٥٨                                         |                                                         |
| ٠٠٠٠                                        | ٢٣ عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس.                       |
| মষ্শ                                        |                                                         |
| يغتسل ١٩٥٥                                  | ٧٥ ـ كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن              |
| ٦٦٦                                         | ٢٦ نوم الجنب                                            |
| ٦٦٦                                         | ٧٧_الجنب يتو ضأثم ينام                                  |
| ٦٦٩                                         | ٢٨_إذا التقى الختانان                                   |
| ٦٧٢                                         | ٢٩_غسل ما يصيب من فرج المرأة                            |
| .كتاب الحيض)                                | _7)                                                     |
| يثرقم ٢٩٤_٣٣٣                               |                                                         |
| 1VV                                         | ١ ـ كيف كان بدء الحيض؟                                  |
| ٦٧٩                                         | ٢_غسلالحائض رأس زوجها وترجيله                           |
| ١٨٠                                         | ٣_قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض                    |
| 141                                         | ٤_من سمى النفاس حيضًا                                   |
| ١٨٣                                         | ٥_مباشرة الحائض                                         |

| الفهرس     | VY/                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفية     | رور در ا <b>الباب</b> و المرابع |
| 79         | ١- تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت                                                                           |
| 798        | الاستحاضة                                                                                                               |
| ٦٩٥        | -غسل دم المحيض                                                                                                          |
| 797        | ١ ـ اعتكاف المستحاضة                                                                                                    |
| ٦٩٨        | ١- هل تصلى المرأة في ثوب حاضت فيه                                                                                       |
| ٦٩٩        | ١١ ـ الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                         |
|            | ١٢_دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخ                                                                |
|            | فتتبع بها أثر الدم                                                                                                      |
| V•0        | 14_غسل المحيض                                                                                                           |
| ٧٠٦        | ١٥_امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض                                                                                    |
| V•V        | ١-نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض                                                                                       |
|            | ١١_مخلقة وغير مخلقة                                                                                                     |
|            | ١/ ـ كيف تهل الحائض بالحج والعمرة                                                                                       |
| ٧١٠        | ١٠ _ إقبال المحيض وإدباره                                                                                               |
| V1Y",      | ٢٠ لا تقضي الحائض الصلاة                                                                                                |
| <b>V18</b> | ٢ - النوم مع الحائض وهي في ثيابها                                                                                       |
| ٧١٥        | ٢١_من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر                                                                                    |
| ٧١٦        | ٢٢ ـ شهو دالحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى .                                                               |
| ٧١٨        | ٢٤_إذاحاضت في شهر ثلاث حيض                                                                                              |
|            | ٢٥_الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض                                                                                     |
|            | ٢-عرق الاستحاضة                                                                                                         |
|            | ٢٧_المرأة تحيض بعدا الإفاضة                                                                                             |
|            | ٢/ إذار أت المستحاضة الطهر                                                                                              |
|            | ٢- الصلاة على النفساء وسنتها                                                                                            |
|            | ٣٠ـباب                                                                                                                  |